Al-Hafizh Ibnu Katsir

# Sirah Nabi Muhammad



Dilengkapi Dengan Keterangan Tentang Sifat-Sifat Fisik Nabi, Keluarga dan Pelayan-Pelayannya Binatang Piaraannya Serta Hal-hal Khusus Yang Dimiliki Oleh Nabi & Yang Tidak Dimiliki Nabi Lain dan Umatnya

Tahqiq

Syaikh Salim bin 'Ied al-Hilali





Salah satu buku yang wajib dibaca oleh umat Islam adalah buku sirah Nabi Muhammad . Alasannya adalah, sirah Nabi tersebut memuat segala hal tentang kehidupan beliau secara runut, mulai dari A sampai Z, sehingga dengan membacanya kita akan mengetahui gambaran Islam yang utuh dan lengkap; yang tersaji secara lebih nyata, hidup, visual, dan mudah dipahami serta diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, sirah Nabi adalah potret Islam yang hidup dan berjalan.

Kitab sirah yang ada di tangan pembaca ini tergolong kitab sirah terbaik dengan alasan; penulisnya al-Hafizh Ibnu Katsir, seorang ahli sejarah yang sangat menguasai peristiwa-peristiwa sejarah Islam. Penulisannya pun disusun berdasarkan metode *muhadditsin* (ahli hadits) yang sangat selektif terhadap berita. Bahkan, hadits-haditsnya telah di-tahqiq dan di-takhrij oleh Syaikh Salim bin 'Ied al-Hilali sehingga dapat dipilah mana yang pantas dijadikan hujjah (argumen) dan mana yang tidak.

Selain itu, makna lafazh-lafazhnya telah diperjelas sehingga dapat dipahami dengan mudah. Dan yang istimewa, adanya tambahan pembahasan mengenai sifat fisik Nabi ﷺ, keadaan rumah tangga beliau, dan hukum-hukum yang Allah khususkan bagi Nabi-Nya ini, yang tidak dimiliki oleh Nabi-Nabi lain maupun oleh umatnya. Suatu penjabaran yang sangat jarang tercantum pada buku-buku Islam bertema sirah.

Membaca buku ini, selain mendapatkan uraian kisah-kisah Nabi ayang dapat dipertanggungjawabkan, juga akan menambah wawasan kita tentang sosok Nabi kita, Muhammad a, secara lebih luas dan mendalam.







Judul Asli
Al-Fushuul fii Siiratir Rasuul ﷺ
Penulis

#### Al-Hafizh Ibnu Katsir

Pentahqiq
Syaikh Salim bin 'Ied al-Hilali
Penerbit
Daar Ghiras - Kuwait
Cet. I 1424 H / 2003 M
Judul dalam Bahasa Indonesia

## Sirah Nabi Muhammad



Penerjemah
Abu Ihsan al-Atsari
Editor Isi
Ahmad Khatib, Lc & Imanudin, Lc
Editor Bahasa
Handi Wibowo, S.Hum

Setting Layout dan Desain Sampul
Dzeni Moefreni & Ahmad Fajar
Muraja'ah Akhir

Tim Pustaka Imam asy-Syafi'i

Penerbit

PUSTAKA IMAM ASY-SYAFI'I PO. BOX 7803/JATCC 13340 A

Cetakan Pertama

Jumadil Awwal 1431 H / Mei 2010 M

Website: pustakaimamsyafii.com E-mail: surat@pustakaimamsyafii.com

# TERJEMAHAN BUKU INI TELAH MENDAPATKAN IZIN DARI PENTAHQIQNYA

Dilarang memperbanyak isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit PT. Pustaka Imam asy-Syafi'i

### **DAFTAR ISI**

| KAT | TA P | PENGANTAR                                            | ix    |
|-----|------|------------------------------------------------------|-------|
| DAI | FTA  | R ISI                                                | xiii  |
| MU  | QAI  | DDIMAH                                               | xxiii |
|     |      | ANG PANDANG MENGENAI PENULIS                         |       |
| A.  | Bio  | grafi Imam Ibnu Katsir                               | 3     |
|     | 1.   | Nama dan Nasab                                       | 3     |
|     | 2.   | Kelahiran                                            | 3     |
|     | 3.   | Riwayat dalam Menuntut Ilmu                          | 3     |
|     | 4.   | Tingkatan dan Kedudukan Ilmiah                       | 4     |
|     | 5.   | Pujian para Ulama                                    | 4     |
|     | 6.   | 'Aqidah dan Manhaj                                   | 5     |
|     | 7.   | Guru-Guru yang Paling Berpengaruh                    | 7     |
|     | 8.   | Murid-Murid                                          | 7     |
|     | 9.   | Karya-Karya                                          | 7     |
|     | 10.  | Wafat                                                | 8     |
|     | 11.  | Daftar Referensi Mengenai Biografi Penulis           | 8     |
| B.  | Sek  | ilas Tentang Kitab Ini                               | 11    |
|     | 1.   | Pembuktian Bahwa Buku Ini Merupakan<br>Karya Penulis | 11    |
|     | 2.   | Kandungan, Keistimewaan, dan Kekurangan Kitab        | 12    |
|     | 3.   | Tentang Manuskrip Asli Kitab Ini                     | 13    |

| 4. Perubahan yang Dilakukan <i>Muhaqqiq</i><br>Dalam Kitab Ini                                                        | 15 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Sumber Rujukan dan Keterangan                                                                                         | 17 |
| BAGIAN PERTAMA<br>Seputar Nasab Rasulullah ﷺ hingga Hijrah Beliau ke Madin                                            | ah |
| Prakata                                                                                                               | 21 |
| Nasab Rasulullah 🍇                                                                                                    | 23 |
| Pasal 1<br>Nasab Rasulullah ﷺ Setelah 'Adnan                                                                          | 27 |
| Pasal 2<br>Kelahiran, Penyusuan, dan Masa Pertumbuhan Rasulullah ﷺ                                                    | 31 |
| Pasal 3<br>Pengangkatan Muhammad ﷺ Menjadi Seorang Rasul                                                              | 35 |
| Pasal 4  a. Permusuhan Kaum Musyrikin dan Cobaan Terhadap Orang-orang yang Mendapatkan Siksaan  b. Hijrah ke Habasyah |    |
| Pasal 5 Pemboikotan Kaum Quraisy Terhadap Bani Hasyim dan Bani Muththalib                                             | 45 |
| Pasal 6<br>Kepergian Nabi ﷺ ke Tha-if                                                                                 | 47 |
| <b>Pasal 7</b><br>Isra' Mi'raj dan Kisah Nabi ﷺ Menunjukkan Dirinya kepada<br>Kabilah-Kabilah Arab                    |    |
| Pasal 8                                                                                                               |    |
| a. Kisah Suwaid bin Ash Shamit                                                                                        |    |
| b. Masuk Islamnya Iyas bin Muʻadz dan Kisah Abul Haisar                                                               | 52 |
| Pasal 9                                                                                                               |    |
| a. Bai'at 'Agabah Pertama                                                                                             | 53 |

| b.          | Bai'at 'Aqabah Kedua                                     | 54    |
|-------------|----------------------------------------------------------|-------|
|             | al 10<br>rah Rasulullah ﷺ                                | 57    |
|             | al 11<br>atangan Rasulullah ﷺ di Madinah                 | 61    |
|             | al 12<br>oi ﷺ Menetap di Madinah                         | 63    |
|             | al 13<br>saudaraan Antara Kaum Muhajirin dan Kaum Anshar | 65    |
| Sun         | nber Rujukan dan Keterangan                              | 67    |
|             | GIAN KEDUA<br>ad Rasulullah ﷺ                            |       |
| Pas:<br>Pen | al 1<br>nberlakuan Kewajiban Jihad                       | 89    |
| Pas         |                                                          | •     |
| Pep         | erangan dan Pasukan Pertama yang Dikirim                 | 91    |
| a.          | Perang Abwa'                                             | 91    |
| b.          | Pengutusan Hamzah bin 'Abdul Muththalib                  | 91    |
| c.          | Pengutusan 'Ubaidah bin al-Harits bin al-Muththalib      | 91    |
| Pas         |                                                          |       |
| a.          | Perang Buwath                                            | 93    |
| b.          | Perang 'Usyairah                                         | 93    |
| c.          | Perang Badar Pertama                                     | 94    |
| d.          | Pengutusan Sa'ad bin Abi Waqqash                         | 94    |
| Pas         | al 4                                                     |       |
| Pen         | gutusan 'Abdullah bin Jahsy                              | 95    |
| Pas<br>Pen  | al 5<br>Igalihan Kiblat dan Diwajibkannya Puasa Ramadhan | 99    |
| Pas<br>Per  | al 6<br>ang Badar Kubra                                  | 101   |
| T C1        | MILE ANDRE IINDIN                                        | _ • • |

| Pasal 7                                                           |     |
|-------------------------------------------------------------------|-----|
| Jumlah Pasukan Perang Badar                                       | 113 |
| Pasal 8 Perang Bani Sulaim                                        | 115 |
| Pasal 9                                                           |     |
| Perang Sawiq                                                      | 117 |
| Pasal 10<br>Perang Dzi Amar                                       | 119 |
| Pasal 11 Perang Bahran                                            | 121 |
| Pasal 12 Perang Bani Qainuqa'                                     | 123 |
| Pasal 13                                                          |     |
| Terbunuhnya Seorang Yahudi yang Bernama<br>Ka'ab bin al-Asyraf    | 125 |
| Pasal 14 Hal-Hal yang Berkaitan dengan Perang Uhud Secara Ringkas | 127 |
| Pasal 15 Perang Hamra-ul Asad                                     | 137 |
| Pasal 16 Pengiriman Delegasi ke ar-Raji'                          | 139 |
| Pasal 17<br>Delegasi Bi'r Ma'unah                                 | 141 |
| Pasal 18                                                          |     |
| Perang Bani Nadhir                                                | 145 |
| a. Qunut Nazilah                                                  | 147 |
| b. Rasulullah 🌉 Berpartisipasi Dalam Perang Dzaturriqa'           | 147 |
| Pasal 19                                                          |     |
| Badar vang Dijanjikan                                             | 151 |

| Pasal 20 Perang Daumatul Jandal                                           | 153 |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|
| Pasal 21 Perang Khandaq                                                   | 155 |
| Pasal 22 Penyerangan Bani Quraizhah                                       | 163 |
| Pasal 23 Terbunuhnya Abu Rafi' Salam bin Abil Haqiq                       | 171 |
| Pasal 24 Perang Bani Lihyan                                               | 173 |
| Pasal 25 Perang Dzi Qurud                                                 | 175 |
| Pasal 26 Perang Bani Musthaliq atau al-Muraisi'  ■ Kisah (Fitnah) al-Ifki |     |
| Pasal 27 Perang Hudaibiyah                                                | 183 |
| Pasal 28 Perang Khaibar                                                   | 189 |
| Pasal 29 Pembebasan Fadak                                                 | 193 |
| Pasal 30<br>Pembebasan Wadil Qura                                         | 195 |
| Pasal 31<br>'Umratul Qadha'                                               | 197 |
| Pasal 32 Pengiriman Pasukan Perang Mu'tah                                 | 199 |
| Pasal 33 Penaklukan Kota Makkah                                           | 203 |
|                                                                           |     |

| a. Pengiriman Khalid 🗯 ke Berhala al-'Uzza                   | 212 |
|--------------------------------------------------------------|-----|
| b. Kembalinya Beberapa Orang yang Melarikan Diri             | 212 |
| Pasal 34                                                     |     |
| Perang Hunain                                                | 213 |
| Pasal 35                                                     |     |
| Perang Tha-if                                                | 219 |
| Pasal 36                                                     |     |
| Perang Tabuk atau Perang 'Usrah                              | 223 |
| Pasal 37                                                     |     |
| Kedatangan Utusan dari Tsaqif                                | 229 |
| Pasal 38                                                     | 224 |
| Haji yang Dilakukan Bersama Abu Bakar ash-Shiddiq            | 231 |
| Pasal 39                                                     | 222 |
| Haji Wada'                                                   | 233 |
| Pasal 40<br>Sakit dan Wafatnya Rasulullah ﷺ                  | 237 |
| •                                                            |     |
| Sumber Rujukan dan Keterangan                                | 241 |
| BAGIAN KETIGA                                                |     |
| Haji, Umrah, dan Keluarga Rasulullah 🌉                       |     |
| Pasal 1<br>Haji dan Umrah Nabi ﷺ                             | 205 |
|                                                              | 305 |
| Pasal 2<br>Jumlah Peperangan Rasulullah ﷺ dan Pasukan Perang |     |
| yang Diutus Beliau                                           | 307 |
| ■ Sekilas Tentang Mukjizat Rasulullah ﷺ                      | 307 |
| Pasal 3                                                      |     |
| Berita Tentang Berbagai Hal Ghaib di Masa Depan              | 315 |
| Pasal 4                                                      |     |
| Beberapa Kabar Gembira dalam Kitab-Kitab Samawi              |     |
| Terdahulu Tentang Kedatangan Rasulullah 🌉                    | 317 |

xviii Daftar Isi

| Pasal 5<br>Anak-Anak Rasulullah ﷺ                                                      | 321 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Pasal 6<br>Isteri-Isteri Rasulullah ﷺ                                                  |     |
| Pasal 7<br>Budak-Budak Rasulullah ﷺ                                                    | 333 |
| Pasal 8 a. Pelayan-Pelayan Rasulullah ﷺb. Para Sahabat yang Bertugas Mencatat Wahyu    |     |
| Pasal 9<br>Para Muadzin Rasulullah ﷺ                                                   | 337 |
| Pasal 10<br>Delegasi Rasulullah ﷺ ke Berbagai Negeri                                   | 339 |
| Pasal 11 a. Unta dan Kuda Rasulullah ﷺb. Benda-benda Lain Milik Rasulullah             |     |
| Pasal 12<br>Bentuk Fisik Rasulullah ﷺ                                                  | 345 |
| Pasal 13<br>Akhlak Rasulullah ﷺ yang Suci                                              | 349 |
| Pasal 14 Beberapa Tempat yang Pernah Disinggahi Rasulullah ﷺ dalam Perjalanan Kenabian | 353 |
| Pasal 15 Rasulullah ﷺ Mendengar Kalam Allah ﷺ                                          | 359 |
| Pasal 16 Periwayatan Dari Nabi ﷺ                                                       | 365 |
| Pasal 17<br>Jumlah Kaum Muslimin Ketika Rasulullah ﷺ Wafat                             | 367 |
| Sumber Rujukan dan Keterangan                                                          | 369 |

#### **BAGIAN KEEMPAT**

#### Kekhususan Rasulullah 🌉

| P | asal | 1 |
|---|------|---|
|   |      |   |

| Hal      | -Ha  | l yang Hanya Dikhususkan bagi Rasulullah 🌉                                                            | 407 |
|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Bag      | gian | Pertama:                                                                                              |     |
|          |      | usan Rasulullah ﷺ yang Tidak Dimiliki Para                                                            |     |
|          |      | innya 💥                                                                                               | 410 |
| _        |      | Kedua:                                                                                                |     |
|          |      | usan Rasulullah ﷺ yang Tidak Dimiliki oleh Ummatnya,<br>Terkadang Sebagiannya Dimiliki oleh Para Nabi |     |
|          |      | 1                                                                                                     | 425 |
| A.       |      | tab Iman                                                                                              | 425 |
| В.       |      | tab Thaharah (Bersuci)                                                                                | 434 |
| C.       |      | tab Shalat                                                                                            | 441 |
| <b>.</b> | 1.   | Kewajiban shalat Tahajjud atas Rasulllah 🍇                                                            | 443 |
|          | 2.   | Shalat sunnah dua rakaat setelah shalat Ashar                                                         | 446 |
|          | 3.   | Pahala shalat sunnah sambil duduk sama dengan sambil                                                  | 770 |
|          | ٠.   | berdiri                                                                                               | 447 |
|          | 4.   | Hukum menjawab panggilan Rasulullah 🞉 ketika sedang mengerjakan shalat                                | 447 |
|          | 5.   | Kekhususan Rasulllah 🎉 terhadap jenazah kaum                                                          |     |
|          |      | Muslimin                                                                                              | 448 |
|          | 6.   | Penderitaan yang luar biasa ketika sakit                                                              | 449 |
|          | 7.   | Mendapat pilihan dari Allah sebelum wafat                                                             | 450 |
|          | 8.   | Jasad Rasulullah ﷺ tidak akan rusak                                                                   | 450 |
| D.       | Kit  | ab Zakat                                                                                              | 450 |
|          |      | Rasulullah ﷺ tidak memakan harta sedekah                                                              | 450 |
| E.       | Kit  | ab Puasa                                                                                              | 451 |
|          | 1.   | Hukum Puasa Wishal                                                                                    | 451 |
|          | 2.   | Rasulullah ﷺ boleh mencium isterinya ketika sedang berpuasa                                           | 451 |
|          |      |                                                                                                       |     |

XX

|    | 3.         | Wajibkah Rasulullah ﷺ menyempurnakan puasa sunnahnya?                                              | 452 |  |
|----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|
| F. | Kitab Haji |                                                                                                    |     |  |
|    | 1.         | Tentang ucapan Talbiyah                                                                            | 452 |  |
|    | 2.         | Kota Makkah pernah dihalalkan bagi Rasulullah ﷺ                                                    | 454 |  |
|    | 3.         | Menyembelih hewan kurban                                                                           | 454 |  |
| G. | Kit        | ab Ath'imah (Makanan)                                                                              | 454 |  |
|    | 1.         | Tentang hukum memakan bawang                                                                       | 454 |  |
|    | 2.         | Tentang hukum memakan biawak                                                                       | 455 |  |
|    | 3.         | Tentang hukum makan sambil bersandar pada sesuatu                                                  | 456 |  |
|    | 4.         | Larangan menyantap makanan tanpa diundang                                                          | 457 |  |
|    | 5.         | Wajib memberikan makanan yang diminta oleh<br>Rasulullah ﷺ                                         | 457 |  |
|    | 6.         | Tentang pembatasan daerah larangan menggembalakan hewan                                            | 458 |  |
| H. | Hibah      |                                                                                                    |     |  |
|    | 1.         | Rasulullah ﷺ boleh menerima hadiah                                                                 | 459 |  |
|    | 2.         | Tentang riba halal                                                                                 | 459 |  |
| I. | Far        | raa-idh (Warisan)                                                                                  | 460 |  |
|    |            | Apakah Rasulullah ﷺ mewariskan sesuatu?                                                            | 460 |  |
| J. | Kit        | ab Nikah                                                                                           | 461 |  |
|    | 1.         | Perkara Nikah yang Hanya Wajib atas Rasulullah 🥞<br>dan Tidak Wajib atas Orang Lain                | 461 |  |
|    | 2.         | Perkara Nikah yang Haram atas Nabi, Namun Tidak atas Orang Lain                                    | 463 |  |
|    | 3.         | Perkara Nikah yang Hanya Boleh bagi Nabi,<br>Namun Tidak Boleh bagi Orang Lain                     | 464 |  |
|    | 4.         | Keutamaan yang Hanya Disebabkan Karena Menikah<br>dengan Nabi <b>#</b> dan Tidak dengan Orang Lain | 469 |  |

| K.   | Kit   | ab Jihad                                                                             | 475 |
|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|      | 1.    | Kewajiban melanjutkan jihad                                                          | 475 |
|      | 2.    | Melakukan musyawarah                                                                 | 476 |
|      | 3.    | Teguh menghadapi musuh                                                               | 476 |
|      | 4.    | Tentang strategi peperangan                                                          | 477 |
|      | 5.    | Tentang Ghanimah                                                                     | 478 |
| L.   | Kit   | ab Hukum                                                                             | 478 |
|      | 1.    | Dalam memutuskan sebuah hukum                                                        | 478 |
|      | 2.    | Hukum melecehkan Rasulllah 🌉                                                         | 479 |
|      | 3.    | Bolehkah menggunakan nama Rasulllah 🞉?                                               | 479 |
|      | 4.    | Penisbatan cucu-cucu dari anak-anak perempuan<br>Rasulullah ﷺ                        | 480 |
|      | 5.    | Keutamaan nasab Rasulullah ﷺ                                                         | 480 |
|      | 6.    | Kekuatan Rasulullah ﷺ dan kemampuan beliau untuk melihat apa yang ada di belakangnya | 483 |
|      | 7.    | Keturunan Fathimah 👺 bernasab kepada<br>Rasulullah 🌉                                 | 484 |
| Pasa | ıl 2  |                                                                                      |     |
| Syaf | aat c | lan Jenis-jenisnya                                                                   | 485 |
| A.   | Sya   | fa'at <i>Uzhma</i>                                                                   | 485 |
| В.   | Sya   | ıfa'at bagi calon penghuni Neraka                                                    | 485 |
| C.   | Sya   | fa'at bagi pelaku dosa besar yang ada di dalam Neraka                                | 489 |
| D.   | Sya   | afa'at setelah melintasi Shirat                                                      | 490 |
| E.   | •     | ıfa'at untuk menaikkan derajat di Surga                                              | 490 |
| Sun  | ıber  | Rujukan dan Keterangan                                                               | 493 |
| DA]  | FTA   | R PUSTAKA                                                                            | 555 |

xxii Daftar Isi

# بِنْ مِنْ ٱلرَّحْنَ ٱلرَّحِيدِ

## **MUQADDIMAH**

Segala puji hanyalah milik Allah; kita memuji-Nya, meminta pertolongan kepada-Nya, dan memohon ampunan-Nya. Kita berlindung kepada Allah dari kejelekan diri dan keburukan amal perbuatan kita. Barang siapa yang ditunjuki oleh Allah iniscaya tidak ada yang dapat menyesatkannya. Demikian pula, barang siapa yang disesatkan oleh Allah maka tiada yang dapat menunjukinya.

Saya bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah, tiada sekutu bagi-Nya, dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya.

Amma ba'du,

Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah Kitabullah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad ﷺ. Seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan; setiap perkara yang diada-adakan adalah bid'ah; setiap bid'ah adalah sesat; dan setiap kesesatan tempatnya di Neraka.

Sirah Nabawiyyah adalah rekaman nyata tentang perjalanan hidup sayyidul basyar (penghulu manusia), Rasul Rabbul 'ibaad (utusan Allah), yaitu Muhammad ﷺ, yang telah dipilih Allah ﷺ sebagai pengemban risalah ilahiah terakhir, yang kekal untuk selama-lamanya. Tujuannya tidak lain untuk memberikan kunci-kunci kebahagiaan kepada ummat manusia dan menempatkan mereka pada derajat yang tinggi. Siapa saja yang mengikuti beliau dengan sungguh-sungguh dan teguh berarti dia termasuk orang yang disebutkan Allah di dalam firman-Nya:

"Kamu adalah ummat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah ...." (QS. Ali 'Imran: 110)

Termasuk pula ciri-ciri orang yang disebutkan Allah dalam firman-Nya:

"Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (ummat Islam) ummat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu ...." (QS. Al-Baqarah: 143)

Oleh karena itu, Allah menjadikan Muhammad bin 'Abdullah sebagai contoh dan uswah (teladan), sebagaimana firman-Nya:

"Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat dan dia banyak menyebut Allah." (QS. Al-Ahzaab: 21)

Allah pun menjadikan barometer takwa dengan mengikuti Rasulullah s, sesuai dengan firman-Nya:

xxiv Muqaddimah

"Katakanlah: Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu ...." (QS. Ali 'Imran: 31)

Seorang hamba tidak akan bisa mengikuti dan meneladani beliau dengan sempurna, kecuali dengan mengetahui perjalanan hidup khairul bariyyah (makhluk terbaik) dan sayyidul basyariyyah (penghulu ummat manusia), Muhammad , yaitu dengan mempelajari dan menelitinya secara akurat, dengan harapan dapat menyaring riwayatriwayat shahih yang maqbul (diterima) dari sirah Rasul tersebut.

Apabila perkaranya sebagaimana yang telah diutarakan dan keadaannya seperti yang telah disebutkan, maka saya telah menemukan metode yang paling mudah, paling cocok, dan paling efektif. Saya akan mempersembahkan kepada saudara-saudaraku kaum Muslimin, secara umum, serta kepada para ulama dan penuntut ilmu yang saya cintai, secara khusus, sebuah kitab yang bermanfaat dan berharga, warisan guru-guru teladan yang telah mendahului kita dalam ilmu, keutamaan, dan iman. Hati ini telah terpatri hingga akhirnya saya dapat menetapkan pilihan pada kitab al-Fushuul fii Siiratir Rasuul karya al-Imam as-Salafi al-Hafizh al-Kabir Ibnu Katsir sasa Dana dadaku karenanya. Saya pun mulai meneliti nash-nash yang terdapat di dalam kitab tersebut serta menelusuri hadits-hadits dan atsar-atsar untuk memisahkan yang shahih dari yang dha'if. Semoga upaya tersebut dapat menjadi bekal yang baik untuk mengetahui petunjuk khairul 'ibaad (Rasulullah ).

#### PENGANTAR PENERBIT

﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿ يُصَلِحُ لَكُمْ أَعْمَا كُمُ أَعَمَا كُمُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهِ ﴾ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ أُوبَكُمْ أُونَ يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَقَدْ فَاذَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهِ ﴾

Salah satu buku yang wajib dibaca oleh umat Islam adalah buku sirah Nabi, atau dengan istilah lain biografi Nabi Muhammad ﷺ. Alasannya adalah, sirah Nabi memuat segala hal tentang kehidupan Nabi secara runut, mulai dari A sampai Z, sehingga dengan membacanya kita mendapatkan gambaran Islam yang utuh dan lengkap; yang tersaji secara lebih nyata, hidup, fisual, dan mudah dipahami serta diaplikasikan dalam kehidupan. Dengan kata lain, sirah Nabi adalah potret Islam yang hidup dan berjalan.

Tidak sedikit buku sirah yang ditulis oleh para ulama Muslim, baik yang klasik maupun yang modern, baik yang murni kisah sirah maupun yang dilengkapi dengan pelajaran di balik setiap peristiwa, dan baik yang singkat padat maupun yang panjang lebar; tiap-tiap buku tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Namun ada hal yang lebih penting dari itu semua, yaitu keautentikan kisah-kisah sirah yang dimuat di dalamnya. Sirah merupakan kumpulan berita atau kabar di masa lampau yang ditulis setelah peristiwa itu berlalu dan diriwayatkan dari generasi ke generasi, sehingga ada kemungkinan masuknya riwayat-riwayat yang tidak autentik. Oleh karena itu, diperlukan kajian terhadap keautentikan setiap riwayatnya agar kita benar-benar hanya mendapatkan riwayat-riwayat yang jelas kedudukannya dan dapat dipertanggung-jawabkan.

Sirah Nabi karya Ibnu Katsir ini—menurut hemat kami—adalah tergolong buku sirah terbaik dibanding buku-buku sirah yang lain. Kesimpulan ini kami tetapkan berdasarkan alasan-alasan berikut:

#### 1. Penulisnya seorang ahli sejarah

Ibnu Katsir tergolong ulama yang sulit dicari tandingannya karena beliau menguasai banyak bidang ilmu pengetahuan. Selain bergelar muhaddits (ahli hadits), mufassir (ahli tafsir), faqih (ahli fiqih), dan gelar ternama lainnya beliau juga digelari muarrikh alias ahli sejarah. Dalam hal ini, beliau memiliki karya tulis sejarah fenomenal yang memuat riwayat-riwayat sejarah umat manusia dimulai dari kisah manusia pertama yaitu Nabi Adam hingga akhir masa kekhalifahan Islam. Kisah-kisah sejarah itu beliau tuangkan dalam kitabnya, al-Bidaayah wan Nihaayah. Di dalam kitab tersebut termuat pula sirah Nabi Muhammad se, serta biografi empat orang Khulafaur Rasyidin. Namun, perlu diketahui bahwa kitab sirah yang sekarang ada di tangan Anda ini bukanlah saduran dari kisah yang tercantum dalam kitab beliau tadi. Bukan pula kutipan-kutipan dari kisah-kisah populer. Akan tetapi, kitab ini ditulis secara khusus dan murni kitab sirah.

#### 2. Penyusunan kitabnya berdasarkan metode muhadditsin

Kitab sirah ini tergolong kitab klasik. Ditulis oleh penulisnya berdasarkan metode penulisan *muhadditsin* (ahli hadits) yang begitu

selektif terhadap berita-berita yang disampaikan. Hal ini dapat dimaklumi, karena penulisnya seorang muhaddits (ahli hadits) yang ternama. Sebagai seorang ahli hadits, Ibnu Katsir menerapkan keahlian ini dalam setiap karyanya, seperti pada kitabnya yang berjudul Tafsiirul-Qur-anil 'Azhiim yang dikenal dengan Tafsir Ibnu Katsir, salah satu kitab tafsir bil ma'tsur terbaik. Juga pada kitabnya al-Bidaayah wan Nihaayah. Dalam kitabnya ini, beliau selalu merujuk sumber-sumber sejarah dari riwayat-riwayat yang shahih sebagai dalilnya, lalu meramunya menjadi sebuah cerita sejarah yang apik dan tidak kaku dalam penyampaiannya. Dengan kata lain, dalam Sirah Nabi ini, Ibnu Katsir menempuh metode bil ma'tsur, yakni berdasarkan riwayat-riwayat. Meski begitu, beliau juga tidak meremehkan kitab-kitab sejarah yang ditulis oleh para ulama sebelumnya, seperti ath-Thabari dan lain-lain. Hanya saja, pada kitab sirah ini penulisnya tidak terang-terangan mendedikasikan karyanya ini sebagai kitab shahih. Bagaimanapun juga, metode ini lebih dapat dipertanggungjawabkan daripada metode penulisan yang lain.

# 3. Hadits-haditsnya telah di-tahqiq, di-takhrij, dan diperjelas maknanya

Kitab sirah Nabi ini semakin berbobot dan lengkap dengan tahqiq Syaikh Salim bin 'Ied al-Hilali. Di dalam tahqiq-nya, ia melakukan takhrij terhadap riwayat-riwayat yang dijadikan sumber atau rujukan Ibnu Katsir dalam penulisan kitab sirahnya ini. Selain men-takhrij-nya, Syaikh Salim juga melakukan banyak hal positif terhadap kitab ini, antara lain dengan menyusun kembali bagian-bagian pembahasan dan mengurutkan tema-temanya, menjelaskan kata-kata yang sulit dipahami, mendiskusikan aspek-aspek fiqihnya maupun riwayat-riwayat yang menjadi sumber sejarahnya, serta membuat daftar isi sesuai dengan sistematika penulisan ilmiah yang berlaku.

# 4. Adanya tambahan pembahasan mengenai sifat fisik Nabi, keadaan rumah tangga Beliau, dan hukum-hukum yang Allah khususkan bagi Nabi-Nya

Dan, ketiga hal itulah yang menjadi nilai tambah dalam buku ini yang tidak didapatkan pada kitab sirah mana pun. Anda akan dapatkan di akhir pembahasan kitab ini hal-hal yang berkaitan dengan sifat-sifat fisik Nabi, anak-anaknya, istri-istrinya, pelayan-pelayannya, hingga unta dan kuda beliau. Kemudian disusul dengan pembahasan hal-hal yang menjadi kekhususan Rasulullah , yang tidak dimiliki para Nabi lainnya; seperti diberikan-Nya kemenangan dari musuh-musuh beliau dengan dimasukkan-Nya rasa gentar di hati mereka, seluruh permukaan bumi (tanah) dapat dijadikan tempat shalat dan bersuci, dihalalkan-Nya harta rampasan perang, diberikan hak memberi syafaat pada hari Kiamat, dan diutus kepada seluruh umat manusia, dan masih banyak lagi keistimewaan lain yang hanya dianugerahkan Allah kepada beliau. Pembahasan terakhir ini lalu ditutup dengan hal-hal yang menjadi kekhususan Nabi , yang tidak dimiliki umatnya, mulai dari masalah yang berkaitan dengan iman, bersuci, shalat, zakat, puasa, haji, warisan, hingga masalah hukum-hukum syari'at yang lain.

Membaca kitab ini, selain mendapatkan uraian kisah Nabi yang dapat dipertanggungjawabkan, akan menambah wawasan kita tentang sosok Nabi kita Muhammad ﷺ, secara lebih luas dan mendalam.

Semoga penulis dan siapa saja yang ikut andil dalam menyebarluaskan ilmu ini mendapat balasan kebaikan dari Allah yang berlipat ganda. Yaitu pada hari ketika anak dan harta tiada berguna lagi, kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat (ikhlas).

Shalawat dan salam semoga selalu Allah curahkan kepada junjungan-Nya, Nabi Muhammad ﷺ, dan kepada keluarga serta seluruh Sahabatnya. Amin.

Jakarta, <u>Mei 2010 M</u> Jumadil Awwal 1431 H

> Penerbit Pustaka Imam asy-Syafi'i

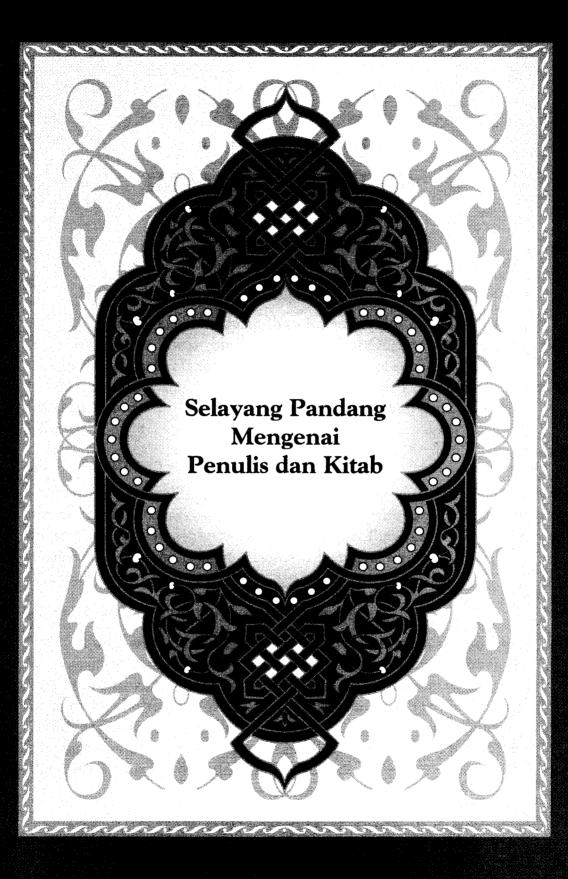

## A. BIOGRAFI IMAM IBNU KATSIR

#### 1. Nama dan Nasab

Nama lengkap dari Imam Ibnu Katsir adalah 'Imaduddin Abul Fida' Isma'il bin 'Umar bin Katsir al-Qaisi al-Qurasyi ad-Dimasyqi. Selain dikenal sebagai seorang imam, beliau juga seorang al-Hafizh, sejarawan, mufassir, sekaligus pakar fiqih. Beliau dikenal dengan julukan Ibnu Katsir,¹ yaitu julukan yang disandarkan pada kakeknya (Katsir).

#### 2. Kelahiran

Ibnu Katsir dilahirkan di Mijdal, sebuah desa yang terletak di timur Bashra, Damaskus, pada tahun 701 H. Ayahnya seorang khatib di kota itu. Setelah ayahnya meninggal dunia, Ibnu Katsir pindah ke Damaskus pada tahun 707 H bersama saudaranya, Kamaluddin 'Abdul Wahhab.

#### 3. Riwayat dalam Menuntut Ilmu

Ibnu Katsir hafal al-Qur-an dan mampu membacanya dengan bermacam-macam qira-at. Dia juga mendalami ilmu tafsir, ilmu fiqih, dan ilmu nahwu; memfokuskan diri dalam menghafal matan-matan; serta mempelajari sanad-sanad, *'illat* (cacat) hadits, perawi hadits, dan tarikh (sejarah). Alhasil, Ibnu Katsir sangat menonjol dalam bidang-bidang tersebut walaupun usianya masih remaja; bahkan beliau juga berfatwa, mengajar, dan memimpin diskusi.

#### 4. Tingkatan dan Kedudukan Ilmiah

Kedudukan ilmiah Ibnu Katsir 🎏 tampak dari materi-materi yang diajarkannya di madrasah-madrasah dan masjid-masjid.

#### a. Mengajar di madrasah

Ibnu Katsir pernah mengajar di Madrasah al-Hadits al-Asyrafiyyah selama beberapa waktu setelah meninggalnya as-Subki dan di Madrasah ash-Shalihiyyah setelah meninggalnya adz-Dzahabi. Selain itu, beliau juga pernah mengajar di Madrasah an-Najibiyyah, Madrasah at-Tankiziyyah, dan Madrasah an-Nuriyyah al-Kubra.

Madrasah-madrasah tersebut merupakan tempat yang dituju oleh para penuntut ilmu yang berasal dari belahan Timur dan di Barat. Para pengajarnya memiliki kedudukan yang tinggi. Hanya ulama yang memiliki ilmu yang dalam dan pengetahuan yang luaslah yang dapat mengajar di sana.

#### b. Mengajar di masjid

Ibnu Katsir juga pernah memberikan pelajaran di al-Jami' al-Umawi, Masjid Ibnu Hisyam, Jami' Tankiz, dan al-Jami' al-Fuqani. Beliau pun menjadi khatib di masjid-masjid tersebut.

#### 5. Pujian para Ulama

Adz-Dzahabi berkata dalam *Tadzkiratul Huffaazh* (IV/1508): "Aku mendengar riwayat bersama al-Faqih al-Mufti al-Muhaddits yang memiliki berbagai keutamaan ... Ibnu Katsir memiliki perhatian khusus terhadap perawi hadits, matan-matan, dan fiqih. Ia men-*takhrij* hadits, mengumpulkan hadits, memimpin diskusi, menulis buku dan menafsirkan al-Qur-an. Ia menonjol di segala bidang."

Adz-Dzahabi juga berkata dalam al-Mu'jamul Mukhtash (hlm. 86): "Ibnu Katsir adalah seorang Imam hadits, faqih, dan ahli hadits yang sangat luar biasa ... Ia bahkan benar-benar seorang ahli fiqih yang mumpuni, ahli hadits yang kuat hafalannya, dan ahli tafsir yang kritis. Ia memiliki berbagai karya tulis yang bermanfaat. Ia menguasai ilmu fiqih; memahami bahasa Arab dan ilmu ushul; serta menghafal

banyak matan, tafsir, dan perawi hadits. Ia mendengar hadits dariku dan ia memiliki hafalan yang kuat."

Ibnu Hubaib berkata, berdasarkan penukilan al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Inbaa-ul Ghamar* (I/39): "Ibnu Katsir adalah seorang imam yang tekun bertasbih dan bertahlil; pemimpin ahli tafsir; dia mendengar, mengumpulkan, dan menulis hadits; ucapan-ucapannya akrab di telinga; dia meriwayatkan hadits dan menyampaikan ceramah; serta fatwa-fatwanya menyebar ke setiap penjuru negeri. Ia masyhur dengan kekuatan hafalan dan karya tulisnya, bahkan termasuk pakar dalam bidang tarikh, hadits, dan tafsir."

Abul Mahasin ad-Dimasyqi berkata dalam *Dzail Tadzkiratul Huffaazh* (hlm. 58): "Ibnu Katsir memberikan fatwa, mengajar, dan memimpin diskusi; mendalami ilmu fiqih, tafsir, dan nahwu; serta teliti dalam masalah perawi dan *'illat* hadits."

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam ad-Durarul Kaaminah (I/400) dan Inbaa-ul Ghamar (I/39): "Ibnu Katsir adalah seorang yang luas wawasannya, enak dalam menyampaikan ilmu, karya-karyanya menyebar ke berbagai negeri pada masa hidupnya dan bermanfaat bagi masyarakat sepeninggalnya."

Al-'Aini berkata, berdasarkan penukilan Ibnu Taghri Bardi dalam an-Nujuumuz Zaahirah (XI/123): "Ibnu Katsir menjadi teladan bagi para ulama dan huffazh (ahli hadits), juga menjadi rujukan bagi pakar bahasa Arab. Ia mendengar, mengumpulkan, dan menulis hadits. Beliau mengajarkan ilmu, menyampaikan hadits, dan menulis kitab. Ia memiliki penelitian yang luas dalam bidang hadits, tafsir, dan tarikh. Beliau terkenal karena kuat hafalannya dan banyak tulisannya; menjadi pakar dalam bidang tarikh, hadits, dan tafsir; serta mempunyai karya-karya yang bermanfaat."

#### 6. 'Aqidah dan Manhaj

Ibnu Katsir www berpijak pada 'aqidah Salafush Shalih dan manhaj mereka. Sebagai buktinya adalah kitab *Tafsiir*-nya yang agung, di antaranya ialah penafsiran beliau terhadap firman Allah :::

"... Lalu Dia bersemayam di atas 'Arsy ...." (QS. Al-A'raaf: 54)

Ibnu Katsir berkata: "Kami menempuh jalan seperti yang telah ditempuh Salafush Shalih: Malik, al-Auza'i, ats-Tsauri, al-Laits bin Sa'ad, asy-Syafi'i, Ahmad, Ishaq bin Rahawaih, dan yang lainnya dari imam-imam kaum Muslimin, baik yang terdahulu maupun yang sekarang, tanpa takyiif (mempertanyakan bentuk, cara dan sifat Allah), tasybiih (menyerupakan Allah dengan makhluk-Nya), dan ta'thiil (meniadakan sifat-sifat Allah). Makna lahiriah yang dipahami oleh orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk (dari sebuah nash) tidaklah terdapat pada dzat Allah . Sebab, Allah itu tidak diserupai oleh sesuatu dari makhluk-Nya, sebagaimana firman-Nya:

'... Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia dan Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat.' (QS. Asy-Syuura: 11)"

Pendapat ini merupakan pengaruh dari guru beliau, al-Imam Muftil Anam Syaikhul Islam Taqiyuddin Abul 'Abbas Ibnu Taimiyyah—semoga Allah menyucikan rohnya dan menerangi kuburnya. Ibnu Katsir imemiliki perhatian khusus kepada gurunya itu, mengambil manfaat darinya, dan banyak mengikuti pendapat-pendapatnya.

Di antara kisah menarik tentang beliau ialah yang disebutkan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar dalam ad-Durarul Kaaminah (I/60): "Terjadi perdebatan antara Ibnu Katsir dan Burhanuddin, putera al-Imam Ibnul Qayyim dalam suatu masalah. Ibnu Katsir berkata: 'Apakah engkau membenciku karena aku seorang penganut faham Asy'ari?' Burhanuddin menjawab: 'Seandainya dari kepala hingga ujung kakimu dipenuhi rambut, niscaya orang-orang tetap tidak akan percaya bahwa engkau seorang Asy'ari, sebab gurumu adalah Ibnu Taimiyyah.'"

Kesimpulannya, al-Hafizh Ibnu Katsir berpegang pada 'aqidah Salaf, ahli hadits, dan ahli atsar (riwayat), serta beliau mengagungkan dalil.

#### 7. Guru-Guru yang Paling Berpengaruh

Al-Imam Ibnu Katsir berguru kepada para ulama besar yang terkenal. Di antara guru-gurunya yang paling berpengaruh adalah:

- 1. Syaikhul Islam Abul 'Abbas Taqiyuddin Ahmad bin 'Abdul Halim bin 'Abdus Salam Ibnu Taimiyyah, meninggal pada tahun 728 H.
- 2. Abul 'Abbas, Ahmad bin Abu Thalib bin Na'mah bin Hasan bin 'Ali an-Najjar, yang dikenal dengan julukan Ibnusy Syahnah, meninggal pada tahun 730 H.
- 3. Al-Imam, al-Hafizh, Muhadditsusy Syam, Abul Hajjaj, Jamaluddin Yusuf bin az-Zaki 'Abdurrahman al-Mizzi, meninggal pada tahun 742 H. Ibnu Katsir selalu menyertai beliau dan menikahi puterinya, Zainab.
- 4. Al-Imam, al-'Allamah, al-Hafizh, al-Muhaddits, Muarrikhul Islam, Syamsuddin, Abu 'Abdullah, Muhammad bin Ahmad bin 'Utsman adz-Dzahabi, meninggal pada tahun 748 H.

#### 8. Murid-Murid

Di antara murid-murid al-Hafizh Ibnu Katsir adalah:

- 1. Abul 'Abbas, Ahmad bin Haji bin Musa bin Ahmad as-Sa'di, meninggal pada tahun 816 H.
- 2. Syihabuddin, Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad al-Hariri ad-Dimasyqi, meninggal pada tahun 765 H.
- 3. Abul Mahasin al-Husaini, Muhammad bin 'Ali bin al-Hasan bin Hamzah bin Hamd ad-Dimasyqi, meninggal pada tahun 765 H.

#### 9. Karya-Karya

Ibnu Katsir telah memperkaya perpustakaan Islam dengan berbagai karya tulisnya yang bermanfaat, di antaranya adalah:

- 1. Ahaadiitsut Tauhiid war Radd 'alaa Ahlisy Syirk
- 2. Ikhtishaar 'Uluumil Hadiits

- 3. Al-Bidaayah wan Nihaayah
- 4. Tuhfatuth Thaalib bi Mukhtashar Ibnil Hajib
- 5. Tafsiirul Qur-aan al-'Azhiim
- 6. Jaami'ul Masaaniid
- 7. Siirah 'Umar bin 'Abdil 'Aziz
- 8. Thabaqaatusy Syafi'iyyah
- 9. Al-Fushuul fii Siiratir Rasuul ﷺ, yaitu kitab ini.
- 10. Fadhaa-ilul Qur-aan
- 11. Musnad al-Faaruuq

#### 10. Wafat

Ibnu Katsir isi meninggal dunia pada hari Kamis, 26 Sya'ban 774 H, di Damaskus. Jenazahnya dihadiri (disaksikan) banyak orang. Ia dimakamkan sesuai dengan wasiatnya, yaitu di dekat kuburan Syaikhul Islam di pemakaman ash-Shufiyah, di luar gerbang an-Nashr.

#### 11. Daftar Referensi Mengenai Biografi Penulis வீத்

Beberapa kitab yang dijadikan sumber rujukan dalam menjelaskan biografi penulis (Ibnu Katsir) 🕉 sebagai berikut:

- 1. Abjadul 'Uluum karya Shiddiq Hasan Khan (III/89)
- 2. Al-A'laam karya al-Zirkali (I/317)
- 3 Inbaa-ul Ghamar karya al-Hafizh Ibnu Hajar (I/45)
- 4. Al-Badruth Thaali' karya asy-Syaukani (I/153)
- 5. Tadzkiratul Huffaadz karya adz-Dzahabi (IV/1508)
- 6. Ad-Daaris fii Taariikhil Madaaris karya an-Nu'aimi (I/27)
- 7. Ad-Durarul Kaaminah karya al-Hafizh Ibnu Hajar (I/399)
- 8. Dzail Thabaqaatil Huffaazh karya al-Husaini (hlm. 57)
- 9. Dzail Thabaqaatil Huffaazh karya as-Suyuthi (hlm. 361)

- 10. Ar-Raddul Waafir karya Ibnu Nashiruddin ad-Dimasyqi (hlm. 48)
- 11. Syadzaraatudz Dzahab karya Ibnul 'Imad al-Hanbali (VI/231)
- 12. Thabaqaatusy Syafi'iyyah karya Ibnul Qadhi Syahbah (hlm. 638)
- 13. Mu'jamul Mu-allifiin karya 'Umar Ridha Kahalah (III/89)
- 14. Al-Mu'jamul Mukhtash karya adz-Dzahabi (hlm. 86)
- 15. Miftaahus Sa'aadah karya Thasya Kubra Zadah (I/231)
- 16. An-Nujuumuz Zaahirah karya Ibnu Taghri Bardi (II/123-124)
- 17. Hadiyyatul 'Aarifiin karya Isma'il Basya al-Baghdadi (I/215)

#### **B. SEKILAS TENTANG KITAB INI**

# 1. Pembuktian Bahwa Buku Ini Merupakan Karya Penulis

Bukti-bukti yang menunjukkan keotentikan kitab al-Fushuul fii Siiratir Rasuul ﷺ, yakni bahwasanya kitab itu adalah karya Ibnu Katsir ﷺ, dapat dilihat dalam uraian di bawah ini:

- b) Ibnu Katsir menyatakan dalam kitab *Tafsiirul Qur-aan al-'Azhiim* (VI/525 QS. Al-Ahzab): "Hal ini telah dipaparkan secara terperinci, beserta dalil-dalil dan hadits-haditsnya, juga dijelaskan secara panjang lebar dalam kitab *as-Siirah*, yang kami khususkan dalam bahasan tersendiri secara ringkas dan sederhana. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya."
- c) Para ulama menisbatkan kitab ini kepada Ibnu Katsir ketika menjelaskan biografi penulis. Ad-Dawudi dalam *Thabaqaatul Mufassiriin* (I/110) dan Ibnul 'Imad al-Hanbali dalam *Syadzaraatudz Dzahab* (VI/231) berkata: "Beliau memiliki kitab sirah yang kecil (ringkas)." Sementara, Haji Khalifah dalam *Kasyfuzh Zhunuun* (II/192) menamai kitab tersebut dengan *al-Fushuul fii Siiratir Rasuul* .

d) Naskah tulisan tangan (manuskrip) yang berada di tangan kami, yang juga akan disebutkan sifat-sifatnya.

#### 2. Kandungan, Keistimewaan, dan Kekurangan Kitab

- a) Kitab ini terbagi menjadi dua bagian. Pertama, Sirah Rasulullah an peperangan beliau. Kedua, ihwal tentang nubuwwat (kenabian) dan tanda-tandanya, karakteristik Rasulullah as, serta ciri-ciri beliau.
- b) Kitab *al-Fushuul* merupakan karya orisinal, bukan saduran atau ringkasan dari kitab *al-Bidaayah wan Nihaayah*.
- c) Gaya bahasa al-Imam Ibnu Katsir ala dalam kitab al-Fushuul mudah dipahami, jelas, dan tidak berbelit-belit dalam konteks sebagai berikut. Pertama, gaya bahasanya jauh dari sajak yang dipaksakan dan kata-kata hiperbolis. Sungguh, hakikat ilmiah akan hilang jika memaksakan gaya bahasa demikian jika demi melahirkan keunikan berbahasa semata. Oleh karena itulah Ibnu Katsir menggunakan ungkapan-ungkapan yang mudah dipahami dan susunan kalimatnya pun sangat jelas. Berdasarkan hal itu, kitab ini layak dibaca semua orang, baik oleh ulama, penuntut ilmu, maupun masyarakat umum. Kedua, perumpamaan yang indah dan susunan yang sistematis dalam menyampaikan berita dan peristiwa. Ketiga, tidak bertele-tele dan berbelit-belit yang dapat menyebabkan kebingungan, sulit disimpulkan, dan sukar dipahami. Keempat, gaya penyampaian yang ringkas dan padat terdapat pada mayoritas pembahasan sirah Nabi 🞉. Ini merupakan cara yang singkat dan menyenangkan, karena mudah dibaca dan dicerna.
- d) Al-Imam Ibnu Katsir was banyak mengambil manfaat dari kitab-kitab tarikh dan sirah terdahulu. Oleh karena itu, beliau tidak bergantung pada pengumpulan riwayat dan penyebutan pendapat tanpa melakukan penelitian; beliau selalu menjauhi, sedapat mungkin, riwayat yang lemah; beliau menyebutkan suatu kisah beserta hadits-hadits shahih yang memperkuatnya;

- dan beliau mendebat pendapat-pendapat (para ulama) agar dapat sampai pada kesimpulan yang benar.
- e) Akan tetapi, setiap amal manusia tidak terlepas dari kesalahan. Al-Imam Ibnu Katsir memiliki beberapa kekurangan, di antaranya: Pertama, adanya ketidakjelasan dalam susunan beberapa kalimat. Kedua, terdapat pengulangan pada sebagian pembahasan. Ketiga, beberapa kalimat terlalu panjang, dan terpisahnya beberapa bagian pembahasan. Keempat, bersandar pada hafalan dalam mencantumkan beberapa hadits. Kelima, banyak mengikuti perkataan ulama terdahulu tanpa disertai penjelasan mengenai siapa yang mengemukakan perkataan itu.

#### 3. Tentang Manuskrip Asli Kitab Ini

#### a. Manuskrip Maktabah Sulaimaniyyah nomor 2339

Manuskrip ini terdiri dari 115 lembar. Pada setiap lembarnya terdapat 17 baris. Naskah ini sangat terpelihara. Penyusunnya, Sulaiman al-Madini, telah melengkapi manuskripnya dengan harakat, bahkan telah dicocokkan dengan manuskrip asli yang disalinnya, yaitu manuskrip asli penulis, Ibnu Katsir, berdasarkan bukti-bukti berikut:

- a) Kedekatan penulisan manuskrip Sulaimaniyyah ini dengan masa hidup Ibnu Katsir . Manuskrip ini ditulis pada tahun 784 H, sedangkan al-Imam Ibnu Katsir meninggal pada tahun 774 H.
- b) Banyak terdapat nukilan-nukilan penyusun yang disandarkan kepada Ibnu Katsir dengan tambahan keterangan: "Catatan kaki berasal dari tulisan tangan penulis."
- c) Riwayat shahih yang menunjukkan bahwa manuskrip dibaca di hadapan al-Imam Ibnu Katsir di Darul Hadits al-Asyrafiyyah.

Manuskrip ini ditulis dengan *khath* (tulisan tangan) Persia yang bagus dan jelas. Penyalin manuskrip juga telah menyebutkan sebagian catatan kaki dengan mengisyaratkan kepada sumber-sumbernya, yakni dari kitab-kitab biografi perawi dan kitab-kitab sejarah.

Adapun kalimat-kalimat yang hilang dari naskah, hal itu telah dilengkapi dan ditandai dalam catatan kaki dengan kata "صح".

Disebabkan urgensi dan pentingnya naskah ini, maka sangat disayangkan hilangnya beberapa halaman, di antaranya halaman 49-58 dan 112-115. Akan tetapi, bagian yang hilang tersebut telah dilengkapi dengan karya (naskah) yang lain. Naskah ini dijadikan sebagai naskah utama yang disimbolkan dengan huruf "w".

#### b. Manuskrip Maktabah Sulaimaniyyah nomor 59

Manuskrip ini berjumlah 62 lembar. Pada setiap lembarnya terdapat 21 baris dan ditulis dengan huruf Persia yang jelas pada tahun 813 H. Manuskrip ini adalah wakaf Haramain melalui Sultan Mahmud Khan. Manuskrip ini adalah asal manuskrip ketiga yang disimbolkan dengan huruf " $\tau$ ".

#### c. Manuskrip Maktabah 'Arif Hikmat

Manuskrip ini berada di Madinah al-Munawwarah (nomor 111/242 – Sirah Nabawiyyah) dan berjumlah 56 lembar. Pada setiap lembarnya terdapat 25 baris. Manuskrip ini ditulis oleh Hasan bin al-Hajj Ramadhan al-Khatib al-Ayyubi pada tahun 1101 H dengan *khath* Persia yang jelas.

Manuskrip Maktabah 'Arif Hikmat ini adalah manuskrip asal yang dijadikan rujukan pada cetakan pertama kitab ini di Mesir pada tahun 1357 H oleh penerbit al-'Uluum. Dan di antara buktinya adalah:

- a) Adanya kesesuaian tema-tema kitab dengan mengikuti bentuk kitab asli, seperti halnya pada manuskrip dan kitab cetakan al-Fushuul fii Ikhtishaar Siiratir Rasuul<sup>2</sup>
- b) Kalimat indah yang ditulis oleh asy-Syaikh al-Muhaddits Abul Asybal Ahmad Syakir dalam biografi al-Imam Ibnu Katsir di pada muqaddimah kitab 'Umdatut Tafsiir (I/35), yaitu pernyataan beliau: "Sirah yang ringkas, dicetak di Mesir, ... dari naskah asli Maktabah 'Arif Hikmat di Madinah al-Munawwarah."

c) Jika Anda membandingkan antara manuskrip dan kitab cetakan itu, maka Anda akan mendapati kesalahan penulisan, penomoran halaman, dan kekurangan yang sama. Oleh karena itulah, saya tidak menjadikannya sebagai rujukan. Naskah ini disimbolkan dengan huruf ">

">
">
"
"
"
"
"
"
"

#### 4. Perubahan yang Dilakukan Muhaqqiq Dalam Kitab Ini

- a) Saya (*muhaqqiq*) mencocokkan kitab yang sudah tercetak dengan naskah manuskrip, lalu menetapkan perbedaan yang mendasar dan menambahkan catatan-catatan kaki yang penting.
- b) Saya membuat judul tertentu pada setiap pasal dan mengapitnya dengan tanda kurung siku ([...]).
- c) Menisbatkan setiap ayat al-Qur-an kepada nama suratnya di dalam al-Qur-an pada setiap akhir kutipan.
- d) Menyebutkan *takhrij* hadits-hadits yang diriwayatkan dan menjelaskan derajatnya berdasarkan kaidah ilmu hadits.
- e) Menambahkan beberapa keterangan penting, misalnya pengertian ilmu, penjelasan judul, penjelasan kata-kata asing, pembahasan masalah fiqih, dan uraian tentang tarikh atau sejarah.
- f) Menyusun daftar isi secara ilmiah. Inilah salah satu hasil jerih payah yang dimudahkan bagi saya, tentunya dengan taufik dan keutamaan dari Allah. Barang siapa yang menjumpai kebaikan dan petunjuk maka jangan lupa untuk mendo'akan baik kepada saya dari tempat yang jauh, sedangkan barang siapa yang menjumpai selain itu maka janganlah ragu untuk menasihati dan mengingatkan saya. Sesungguhnya saya adalah orang yang lapang dada dalam menerima nasihat, bahkan saya akan sangat berterima kasih kepada orang yang mau menasihati, yakni atas perhatian dan rasa persaudaraannya.

Saya memohon kepada Allah, Yang Mahatinggi dan Mahamulia, agar berkenan menerima amal yang ditujukan untuk memperjuangkan agama-Nya dan membela sirah Rasul-Nya yang mulia ini. Semoga Allah menyimpan pahalaku hingga hari Kiamat, yaitu hari ketika tidak

bermanfaat lagi harta dan anak-anak, melainkan siapa yang kembali kepada-Nya dengan hati yang bersih.

Diucapkan dengan bibir dan ditulis dengan pena, seraya memuji Rabbnya dan bershalawat kepada Rasul-Nya.

Abu Usamah Salim bin 'Id bin Muhammad bin Husain al-Hilali nasabnya;

as-Salafi al-Atsary aqidah, manhaj, dan akhlaknya; an-Najdy negerinya;

al-Khalili al-Falisthini tempat kelahirannya; dan al-Urduni tempat tinggalnya.

Buku ini selesai ditulis pada waktu dhuha, tanggal 9 Jumadil Akhirah, tahun ke-1423 dari hijrah Rasulullah ﷺ; di rumahku yang terletak di Amman al-Balqa', ibukota Yordania, bagian dari negeri Syam yang dijaga oleh Rabb seluruh manusia dari segala keburukan, makar, keburukan, dan bencana.

#### Sumber Rujukan dan Keterangan

<sup>1</sup> Yang perlu diperhatikan di sini bahwasanya al-Hafizh Ibnu Katsir al-Mufassir bukanlah al-Imam Ibnu Katsir yang seorang qari' *qiraa-ah sab'ah* (tujuh qira-at al-Qur-an) dan imam kota Makkah. Al-Imam al-Qari' ini dilahirkan pada tahun 45 H dan meninggal pada tahun 120 H.

<sup>2</sup> Kalimat ini mengesankan bahwasanya kitab *al-Fushuul* adalah ringkasan dari kitab lain. Hal itu tidak benar. Kitab ini bukan saduran dari *al-Bidaayah wan Nihaayah* dan bukan pula ringkasan dari kitab *Siirah Nabawiyyah* yang panjang, sebagaimana hal itu diisyaratkan oleh Ibnu Katsir alah tafsir surat al-Ahzaab, pada kisah Perang Khandak.

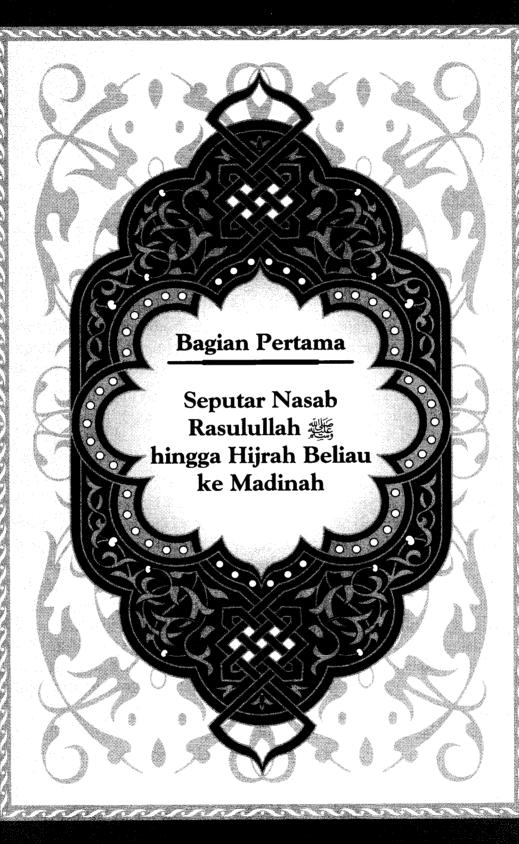

# بِنْ اللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

## **PRAKATA**

# Cukuplah Allah Sebagai Sandaranku, Bukan Yang Lain-Nya

Syaikh kami al-Imam al-'Alim al-'Allamah 'Imaduddin; Abul Fida' Isma'il bin 'Umar bin Katsir asy-Syafi'i—Semoga Allah memberikan kenikmatan di persinggahan beliau 🗱 atas berbagai ilmu yang telah diajarkannya. Amin—berkata:<sup>2</sup>

Segala puji hanyalah milik Allah . Semoga salam senantiasa dilimpahkan kepada para hamba Allah yang terpilih. Segala puji hanyalah milik Allah, dengan pujian yang sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya, lagi penuh berkah bagi-Nya, sebagaimana yang disukai dan diridhai oleh Rabb kami ...

Aku bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah, Yang Maha Esa, tiada sekutu bagi-Nya, dengan persaksian hamba yang ikhlas hatinya, tulus, dan terbebas dari segala noda syirik; yang mengakui penghambaan dirinya kepada Allah, memohon perlindungan-Nya dari kejahatan syaitan dan hawa nafsu, lalu berpegang teguh pada tali-Nya yang kuat, yang diturunkan kepada Rasul-Nya al-Amin, Muhammad , makhluk-Nya yang terbaik. Semoga shalawat dan salam dilimpahkan kepada beliau selamalamanya hingga hari kebangkitan di Padang Mahsyar kelak, yaitu hari perjumpaan dengan Allah

Semoga Allah juga memberikan keridhaan-Nya kepada para Sahabat, isteri-isteri, anak cucu, serta para pengikut beliau, yakni orang-orang yang memiliki ilmu dan mata hati.

#### Amma ba'du,

Sungguh, tidaklah elok bagi seorang ulama untuk mengacuhkan perjalanan hidup Nabi dan sejarah peradaban Islam yang sarat dengan berbagai ilmu pengetahuan dan beragam nilai penting yang senantiasa dibutuhkan. Tidak akan ditolerir alasan apapun untuk mengabaikannya.<sup>4</sup>

Berangkat dari itulah penulis berkeinginan untuk membuat sekelumit catatan dalam bidang tersebut, agar bisa dijadikan sebagai pengantar, prolog dan panduan untuk memahaminya. Hanya kepada Allah kita bersandar dan hanya kepada-Nya pula kita menyerahkan segala urusan.

Hal ini <sup>5</sup> mencakup paparan tentang nasab Rasulullah, perjalanan hidup beliau, mukjizat-mukjizat kenabian, <sup>6</sup> bahkan sejarah peradaban Islam sepeninggal beliau hingga hari ini. Semua itu merupakan hal-hal yang akan senantiasa diperlukan oleh mereka yang perlu, dan semua itu akan diuraikan secara ringkas, *insya Allah*.

### NASAB RASULULLAH

Beliau adalah penghulu anak cucu Adam;<sup>7</sup> Abul Qasim Muhammad, dikenal juga dengan nama Ahmad;<sup>8</sup> al-Mahi, yaitu yang menghapus kekafiran; al-Hasyir, yakni yang mengumpulkan ummat manusia [di belakang beliau];<sup>9</sup> al-'Aqib,<sup>10</sup> yaitu yang tidak ada lagi Nabi sesudahnya; al-Muqaffi;<sup>11</sup> Nabiyur rahmat;<sup>12</sup> Nabiyut taubat;<sup>13</sup> dan Nabiyul *malhamah*.<sup>14</sup>

Ayah beliau adalah 'Abdullah, dan ia memiliki beberapa orang saudara laki-laki yaitu: al-Harits, az-Zubair, Hamzah, dan al-'Abbas (kun-yah-nya Abul Fadhl), 15 dan Abu Thalib (nama aslinya adalah 'Abdu Manaf).

Saudara 'Abdullah lainnya adalah Abu Lahab (nama aslinya adalah 'Abdul 'Uzza dan 'Abdul Ka'bah) dan dialah yang disebut al-Muqawwim; tetapi ada yang mengatakan bahwa kedua nama itu menunjukkan dua orang yang berbeda. Saudara 'Abdullah lainnya adalah Hajl (nama aslinya adalah al-Mughirah), al-Ghaidaq (dipanggil demikian karena kedermawanannya, sedangkan nama aslinya adalah Naufal; namun ada pula yang tetap mengatakan bahwa dialah Hajl), 16 dan Dhirar.

Adapun saudara perempuan 'Abdullah adalah Shafiyah, 'Atikah, Arwa, Umaimah, Barrah, dan Ummu Hakim, yakni al-Baidha. Mereka semua adalah anak 'Abdul Muththalib.<sup>17</sup>

Nama asli 'Abdul Muththalib sendiri adalah Syaibatul Hamd,<sup>18</sup> menurut pendapat yang benar. 'Abdul Muththalib adalah anak dari Hasyim, yang nama aslinya adalah 'Amr, saudara kandung al-Muththalib. Kedua orang inilah yang kemudian menjadi asal usul nasab kerabat Nabi. Saudara Hasyim yang lain adalah 'Abdu Syams dan Naufal. Keempat saudara itu adalah anak dari: 'Abdu Manaf, yakni saudara kandung 'Abdul Uzza, 'Abduddar, dan 'Abd.

Keempat orang ini adalah anak dari: Qushay, yang nama aslinya adalah Zaid, saudara kandung Zuhrah. Keduanya adalah anak dari: Kilab, saudara kandung Taim, dan Yaqzhah, Abu Mahzhum. Ketiganya adalah anak dari: Murrah, saudara kandung 'Adiy dan Hushaish.

Mereka adalah anak dari: Ka'ab, saudara kandung Amir, Samah, Khuzaimah, Sa'ad, al-Harits, dan 'Auf. Ketujuh orang ini adalah anak dari: Lu-ayy, saudara kandung Taim al-Adram. Keduanya anak dari: Ghalib, saudara kandung al-Harits dan Muharib.

Ketiganya adalah anak dari: Fihr, saudara kandung al-Harits. Keduanya adalah anak dari: Malik, saudara kandung ash-Shalt dan Makhlad. Ketiganya adalah anak dari: An-Nadhr, saudara kandung Malik, Malkan, 'Abdu Manat, dan yang lainnya.

Mereka semua adalah anak dari: Kinanah, saudara kandung Asad, Asadah, 19 dan al-Hun. Keempatnya adalah anak dari: Khuzaimah, saudara kandung Hudzail. Keduanya adalah anak dari: Mudrikah, yang nama aslinya adalah 'Amr, saudara kandung Thabikhah, yang nama aslinya adalah Amir, juga saudara kandung Qam'ah.

Ketiganya adalah anak dari: Ilyas, saudara kandung an-Nas, yakni 'Ailan, ayah dari Qais. Keduanya adalah anak dari: Mudhar, saudara Rabi'ah. Mereka berdua adalah anak keturunan Isma'il, saudara kandung Anmar dan Iyad. Keduanya pindah ke negeri Yaman.<sup>20</sup> Mereka berempat adalah anak dari: Nizar, saudara kandung Qudha'ah, menurut pendapat mayoritas ahli nasab. Keduanya adalah anak dari: Ma'ad bin 'Adnan. Seluruh kabilah di Jazirah Arab yang kami sebutkan tadi berasal dari anak keturunan 'Adnan.<sup>21</sup>

Al-Hafizh Abu 'Umar an-Namari<sup>22</sup> dalam kitabnya, *al-Inbaah bi Ma'rifati Qabaa-ilir Ruwaah*,<sup>23</sup> telah menjelaskan hal itu dengan tuntas—semoga Allah merahmatinya.<sup>24</sup>

Menurut pendapat mayoritas ahli nasab, Quraisy adalah orangorang yang nasabnya berpangkal kepada Fihr bin Malik bin an-Nadhr bin Kinanah.<sup>25</sup> Bahkan, mereka menyenandungkan sebuah sya'ir dalam hal ini:<sup>26</sup>

Demi Allah, Qushay dijuluki sebagai pengumpul massa,

dengannyalah Allah mengumpulkan semua suku dari keturunan Fihr.

Ada yang berpendapat bahwa nasab Quraisy berpangkal pada an-Nadhr bin Kinanah. Demikianlah pendapat mayoritas ulama<sup>27</sup> dan ahli *tahqiq*.

Mereka berdalil dengan hadits yang disebutkan oleh Abu 'Umar bin 'Abdul Barr 'Abg' dari al-Asy'ats bin Qais—semoga Allah merahmatinya² —bahwasanya ia bercerita: "Aku menemui Rasulullah yang ketika itu sedang berada dalam rombongan delegasi Kindah. Aku bertanya: 'Bukankah engkau termasuk dari suku kami, wahai Rasulullah?'² Beliau menjawab: 'Tidak. Kami keturunan Bani an-Nadhr bin Kinanah. Sesungguhnya kami tidak mengikut kepada nasab ibu kami dan kami tidak berlepas diri dari nasab ayah kami.'"³ Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam Sunan-nya dengan sanad hasan.

Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa al-Asy'ats menceritakan: "Seandainya ada seseorang dari suku Quraisy yang menolak nasabnya dihubungkan kepada an-Nadhr bin Kinanah, pasti aku akan mencambuknya sebagai hukuman baginya."

Sebagian orang berpendapat bahwa pangkal nasab Quraisy adalah Ilyas bin Mudhar bin Nizar. Pendapat lain menyebutkan bahwa pangkal nasab mereka adalah ayahnya, yakni Mudhar. Keduanya adalah pendapat sebagian sahabat Imam asy-Syafi'i. Abul Qasim 'Abdul Karim ar-Rafi'i<sup>31</sup> dalam kitab *Syarah*-nya, menyebutkan kedua pendapat tersebut. Namun, kedua pendapat ini cukup aneh<sup>32</sup>

Adapun suku-suku di Yaman, seperti suku Himyar, Hadhramaut, Saba', dan yang lainnya, mereka semua berasal dari Qahthan, bukan dari 'Adnan. Sementara itu, berkaitan dengan suku Qudha'ah, terdapat tiga pendapat ulama. Ada yang mengatakan mereka berasal dari 'Adnan; ada yang mengatakan mereka dari Qahthan; dan ada juga

yang mengatakan mereka dari suku yang ketiga (suku lain), bukan dari 'Adnan dan bukan juga dari Qahthan. Akan tetapi, pendapat yang diceritakan oleh Abu 'Umar<sup>33</sup> dan ulama lainnya ini aneh.

#### [Nasab Rasulullah Setelah 'Adnan]

Nasab beliau<sup>34</sup> yang kami sebutkan di atas, yakni sampai kepada 'Adnan, sudah tidak diragukan dan diperdebatkan lagi. Demikianlah yang telah terbukti secara *mutawatir* dan berdasarkan ijma'.<sup>35</sup>

Sesungguhnya yang menjadi pokok pembahasan adalah nasab beliau sesudah itu. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ahli nasab atau para ulama Ahlul Kitab bahwa 'Adnan berasal dari keturunan Nabi Allah Isma'il , yang merupakan adz-dzabiih (anak yang hendak disembelih oleh Ibrahim ), menurut pendapat yang paling benar dari kalangan para Sahabat dan para imam. Nama lengkapnya Isma'il bin Ibrahim, Khalilullah (kekasih Allah), 'alaihi afdhalush shalaatu was salaam.

Akan tetapi, masih diperdebatkan tentang jumlah nenek moyang Rasulullah antara 'Adnan hingga Isma'il. Dalam hal ini ada beberapa pendapat. Paling banyak disebutkan adalah empat puluh orang (generasi),<sup>37</sup> sedangkan paling sedikit disebutkan tujuh orang.<sup>38</sup> Ada pula yang berpendapat sembilan orang. Ada lagi yang berpendapat lima belas orang. Di samping itu, diperselisihkan juga mengenai namanama mereka.

Sebagian ulama Salaf dan para imam tidak menyukai penyebutan nasab beliau ﷺ setelah 'Adnan.<sup>39</sup> Diriwayatkan dari al-Imam Malik bin Anas al-Ashbahi ﷺ bahwa dia tidak menyukainya.<sup>40</sup>

Al-Imam Abu 'Umar Ibnu 'Abdil Barr dalam kitabnya, *al-Inbaah*,<sup>41</sup> mengatakan: "Yang menjadi pendapat mayoritas ulama dalam hal yang berkaitan dengan nasab Adnan adalah sebagai berikut:

Adnan bin Udad<sup>42</sup> bin Muqawwim bin Nahur bin Tairah bin Ya'rib bin Yasyjub bin Nabit bin Isma'il bin Ibrahim Khalilurrahman bin Tarih, ia bernama Azar<sup>43</sup> bin Nahur bin Syarugh bin Raghu bin Faligh bin 'Aibar bin Syalakh bin Arfakhsyadz bin Sam bin Nuh bin Lamak bin Mattusylakha bin Akhnukh, yakni Nabi Idris ; demikianlah menurut anggapan mereka, wallaahu a'lam.

Idris adalah keturunan pertama Adam , yang menjadi Nabi setelah Adam dan Syits. Ia juga orang yang pertama kali menulis dengan pena. Ia adalah Idris bin Yarda bin Mahlil bin Qainan bin Yanasy bin Syits bin Adam ..."

Demikian pula yang disebutkan oleh Muhammad bin Ishaq bin Yasar al-Madani, penulis kitab *as-Siirah an-Nabawiyyah*,<sup>45</sup> dan para ulama nasab lainnya.

Abul 'Abbas 'Abdullah bin Muhammad an-Nasyi, salah seorang ulama Mu'tazilah, pernah menulis sekumpulan sya'ir yang berisi sanjungan kepada Rasulullah ﷺ. Al-Imam Abu 'Umar<sup>46</sup> dan guru kami<sup>47</sup> mencantumkannya dalam kitab *at-Tahdziib*. <sup>48</sup> Kumpulan sya'ir termasuk qasidah yang indah dan 'dalam' maknanya. Bagian awalnya sebagai berikut:

Aku sanjung Rasulullah ﷺ dengan sanjungan, yang dengannya aku berharap mendapatkan tempat kembali yang penuh kemuliaan.

Aku sanjung seseorang melebihi segala pujian, yang dengan sifatsifatnya bersatulah orang yang jauh maupun yang dekat.<sup>49</sup>

Seluruh suku-suku di tanah Arab, bertemu nasabnya pada 'Adnan. Oleh sebab itu, Allah perfirman:

"... Katakanlah: 'Aku tidak meminta kepadamu sesuatu upah pun atas seruanku kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan ....'" (QS. Asy-Syuura: 23)

Ibnu 'Abbas berkata: "Semua keturunan Quraisy pasti memiliki hubungan kekerabatan dengan Rasulullah 28."50

Beliau ﷺ adalah pilihan Allah dari kalangan Quraisy, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shahiih*-nya,<sup>51</sup> dari Watsilah bin al-Asqa' 🚜 , bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

"Sesungguhnya Allah memilih Kinanah dari anak Isma'il. Kemudian, Allah memilih Quraisy dari Kinanah. Selanjutnya, Allah memilih Bani Hasyim dari suku Quraisy. Setelah itu, Allah memilihku dari kalangan Bani Hasyim."

Begitu juga, anak-anak Bani Isra-il, baik dari kalangan para Nabi maupun yang lainnya, mereka bertemu nasabnya dengan beliau pada Ibrahim, *Khalilullah* , yang telah Allah anugerahkan kenabian dan kitab suci kepada keturunannya.

Demikianlah Allah menurunkan perintah kepada Bani Isra-il melalui lisan Nabi Musa dalam Kitab Taurat, sebagaimana disebutkan oleh banyak ulama yang pernah mengumpulkan tandatanda kenabian kepada diri Nabi . Allah memerintahkan kepada mereka yang artinya: "Kami akan mengutus dari anak-anak saudara kalian seorang Nabi yang pasti akan didengar oleh setiap kalian. Kami pun akan menjadikannya sebagai seorang Nabi yang sangat agung." 52

Sungguh, dari anak keturunan Isma'il, tidak pernah lahir seorang Nabi yang lebih agung daripada Nabi Muhammad ﷺ. Bahkan, dari kalangan anak cucu Adam ﷺ, tidak akan pernah lahir seorang hamba yang lebih agung daripada beliau ﷺ sampai hari Kiamat kelak."

Diriwayatkan secara shahih bahwa Rasulullah 纖 bersabda:

"Aku adalah penghulu anak cucu Adam. Bukan bermaksud membanggakan diri, (namun) Adam dan semua Nabi sesudah beliau kelak akan berdiri di bawah panjiku."<sup>53</sup>

Diriwayatkan juga secara shahih<sup>54</sup> bahwa beliau ﷺ bersabda:

"Aku akan menempati posisi yang diidam-idamkan oleh semua ummat manusia, termasuk Ibrahim \*\*\*."55

Itulah kedudukan beliau yang mulia, yang telah dijanjikan Allah , yakni Syafa'atul 'Uzhmaa (syafaat agung), yang akan beliau berikan untuk seluruh ummat manusia, agar Allah memberikan kelapangan dengan memutuskan perkara di antara mereka di Padang Mahsyar, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadits-hadits shahih dari Rasulullah .56

Ibu beliau adalah Aminah binti Wahab bin 'Abdu Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah.<sup>57</sup>

# [Kelahiran, Penyusuan Dan Masa Pertumbuhan Rasulullah **28**]

Rasulullah dilahirkan<sup>58</sup> pada hari Senin,<sup>59</sup> tanggal dua, bulan Rabi'ul Awwal. Ada yang berpendapat pada tanggal delapan.<sup>60</sup> Ada juga yang berpendapat pada tanggal sepuluh. Ada lagi yang berpendapat pada malam kedua belas.<sup>61</sup>

Az-Zubair bin Bakar<sup>62</sup> menyatakan: "Beliau dilahirkan pada bulan Ramadhan." Namun, pendapat ini *syaadz* (ganjil).<sup>63</sup> Yang demikian itu diceritakan oleh as-Suhaili<sup>64</sup> dalam *ar-Raudh*-nya.<sup>65</sup>

Kelahiran Rasulullah terjadi pada tahun Gajah, tepatnya 50 hari sesudahnya. Ada yang berpendapat 58 hari sesudahnya. Ada juga yang berpendapat 10 tahun sesudahnya. Pendapat lain mengatakan 30 tahun setelah peristiwa tentara Gajah. Ada pula yang berpendapat 40 tahun sesudahnya.

Adapun pendapat yang benar adalah beliau dilahirkan tepat pada tahun Gajah.<sup>66</sup> Pendapat ini diceritakan oleh Ibrahim bin al-Mundzir al-Khuzami, guru Imam al-Bukhari<sup>67</sup> dan Khalifah bin Khayyath,<sup>68</sup> serta ulama lainnya secara ijma'.<sup>69</sup>

Ayah Nabi meninggal ketika beliau masih dalam kandungan ibunya. Ada juga yang berpendapat ayahnya wafat beberapa bulan setelah kelahiran beliau. Ada lagi yang berpendapat satu tahun setelah kelahirannya. Bahkan, ada yang berpendapat dua tahun setelah kelahiran beliau. Akan tetapi, pendapat yang pertama lebih masyhur.

Nabi disusukan di kabilah Bani Sa'ad. Ibu susu yang menyusui beliau bernama Halimah as-Sa'diyyah, sebagaimana yang telah diriwayatkan dengan sanad shahih. Beliau tinggal di kabilah tersebut, selama dalam penyusuan Halimah, lebih kurang empat tahun. Kemudian, terjadilah peristiwa pembelahan dada Rasulullah oleh Malaikat (Jibril) di kampung tersebut. Akhirnya, beliau pun dikembalikan kepada ibunya.<sup>71</sup>

Setelah itu, Rasulullah dibawa oleh ibunya ke kota Madinah untuk mengunjungi paman-paman beliau yang tinggal di sana.<sup>72</sup> Ibu beliau (Aminah) pun meninggal dunia di kampung Abwa',<sup>73</sup> yaitu saat perjalanan pulang ke kota Makkah. Ketika itu usia beliau baru enam tahun tiga bulan sepuluh hari.<sup>74</sup> Ada yang berpendapat bahwa beliau baru berusia empat tahun.<sup>75</sup>

Imam Muslim meriwayatkan dalam *Shahiih*-nya,<sup>76</sup> bahwasanya ketika melewati Abwa', dalam perjalanan menuju Makkah pada tahun penaklukan kota tersebut, Rasulullah meminta izin kepada Rabbnya untuk menziarahi kuburan ibunya. Beliau pun diberi izin. Setelah itu, Nabi menangis sehingga menyebabkan orang-orang di sekitar beliau turut menangis. Pada saat itu, beliau membawa seribu orang pasukan yang memakai topi baja.

Sepeninggal ibunya, Rasulullah diasuh oleh Ummu Aiman,<sup>77</sup> budak yang diwariskan dari ayahnya.<sup>78</sup> Sesudah itu, beliau diasuh oleh kakeknya, 'Abdul Muththalib. Menginjak usia delapan tahun, kakeknya pun meninggal dunia.<sup>79</sup> 'Abdul Muththalib berpesan agar beliau dirawat oleh pamannya, Abu Thalib,<sup>80</sup> Sebab ia adalah saudara kandung ayah beliau, 'Abdullah. Maka beliau pun diasuh oleh pamannya ini.<sup>81</sup> Abu Thalib benar-benar memelihara beliau dengan sebaik mungkin. Bahkan, Abu Thalib membela beliau saat diutus menjadi Rasul, dengan segala kemampuan yang dimilikinya. Hanya saja, sayangnya ia masih tetap dalam kemusyrikan hingga ajal menjemputnya. Oleh karena itu, Allah memberikan keringanan siksa terhadapnya, sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadits shahih.<sup>82</sup>

Suatu ketika, Abu Thalib mengajak Nabi pergi ke negeri Syam bersama rombongan kafilah dagang. Pada waktu itu, beliau baru berusia dua belas tahun. Pamannya melakukan hal ini karena

Di antara tanda-tanda tersebut adalah kumpulan awan yang menaungi beliau, dahan-dahan pepohonan yang menjadi miring untuk memayungi beliau, dan kabar gembira yang disampaikan oleh pendeta Buhaira tentang kenabian beliau.<sup>83</sup> Pendeta itu juga memerintahkan pamannya untuk membawa Rasulullah pulang agar tidak terlihat oleh orang-orang Yahudi yang pasti akan memperlakukan beliau dengan buruk. Hadits ini memiliki asal riwayat yang *mahfuzh* (shahih), namun terdapat beberapa tambahan di sana.<sup>84</sup>

Pada kesempatan kedua beliau, pergi ke negeri Syam dengan membawa barang dagangan milik Khadijah binti Khuwailid, bersama pelayan laki-lakinya yang bernama Maisarah, dengan sistem qiraadh. 85 Maisarah pun menyaksikan hal-hal luar biasa pada diri beliau yang membuatnya takjub. Setelah kembali ke Syam, Maisarah mengabarkan apa-apa yang telah ia saksikan itu kepada majikannya, Khadijah. Mendengar hal tersebut, Khadijah tertarik (berniat) untuk menikah dengan beliau demi mengharapkan kebaikan yang Allah kumpulkan untuknya, yang semua itu di luar perhitungan manusia. Akhirnya, Rasulullah menikahi Khadijah saat beliau berusia 25 tahun. 86

Allah memelihara dan menjaga Nabi semenjak kecil, serta membersihkan beliau dari noda-noda Jahiliyyah dan dari setiap aib.<sup>87</sup> Allah menganugerahi beliau akhlak dan perilaku yang terpuji. Alhasil, Rasulullah dikenal di kalangan kaumnya dengan sebutan al-Amiin (orang yang tepercaya) dikarenakan mereka menyaksikan kesucian, kejujuran ucapan, dan sifat amanah beliau.

Bahkan, tatkala kaum Quraisy membangun Ka'bah, yakni ketika beliau berusia 35 tahun, dan telah sampai pada fase (tahap) peletakan Hajar Aswad, mereka berbeda pendapat tentang siapa yang berhak meletakkan batu tersebut pada tempatnya. Tiap-tiap kabilah berseru: "Kamilah yang lebih berhak meletakkannya!" Akhirnya, mereka sepakat bahwa yang berhak meletakkan batu tersebut adalah orang yang pertama kali datang menemui mereka. Ternyata, yang pertama kali datang menemui mereka adalah Rasulullah ﷺ. Mereka berkata: "Al-Amin datang." Mereka pun merasa lega (ridha) apabila beliau bersedia meletakkannya.

Kemudian, beliau membentangkan sehelai kain dan meletakkan Hajar Aswad di tengah-tengah kain tersebut. Beliau lalu memerintahkan pemimpin tiap-tiap kabilah untuk mengangkat kain tersebut melalui bagian pinggirnya secara bersamaan. Setelah itu, kemudian beliau mengangkat dan meletakkan batu tersebut pada tempatnya.<sup>88</sup>

#### Pengangkatan Muhammad 🌉 Menjadi Seorang Rasul

Ketika Allah berkehendak untuk menurunkan rahmat kepada para hamba-Nya, serta memberikan kemuliaan dengan mengutusnya kepada semesta alam, maka Dia pun menumbuhkan kecintaan pada diri hamba tersebut untuk berkhalwat (menyendiri). Beliau menyendiri<sup>89</sup> di gua Hira, seperti yang biasa dilakukan ahli ibadah pada masa itu. Sebagaimana pula yang diceritakan oleh Abu Thalib dalam kumpulan syairnya yang populer, yang berakhiran huruf lam:

Demi (pemilik) gunung Tsaur, ada sebagian orang yang teguh menjadikan gunung Tsabir sebagai tempatnya,

Begitu juga ada yang mendaki gunung Hira untuk beribadah/ mencari kebaikan atau hanya sekedar menyinggahinya.<sup>90</sup>

Lalu Malaikat Jibril itu mendatanginya secara tiba-tiba, yaitu saat Rasulullah sedang berada di gua Hira, pada bulan Ramadhan. Ketika itu, beliau berumur 40 tahun. Malaikat (Jibril) menghampiri beliau dan berseru: "Bacalah!" Beliau menjawab: "Saya tidak bisa membaca." Malaikat itu mendekap<sup>91</sup> Nabi sehingga membuatnya sesak, baru kemudian melepaskannya. Malaikat itu kembali memerintahkan: "Bacalah!" Beliau tetap menjawab: "Saya tidak bisa membaca." Demikianlah kejadian itu berulang sampai tiga kali. Akhirnya, Malaikat itu berkata:



"Bacalah dengan (menyebut) nama Rabbmu Yang Menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dengan segumpal darah. Bacalah, dan Rabbmulah Yang Paling Pemurah, yang mengajar (manusia) dengan perantaraan pena (baca tulis). Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya." (QS. Al-'Alaq: 1-5)

Rasulullah pun pulang dalam keadaan menggigil sekujur tubuhnya. Peliau menceritakan peristiwa itu kepada Khadijah. Beliau berkata: "Saya takut ada yang tidak beres pada pikiran saya." Namun, Khadijah meneguhkan beliau dan menenangkannya sambil berkata: "Tenang. Demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu selama-lamanya. Sebab, engkau terus-menerus menyambung tali silaturrahim, selalu berkata jujur, senantiasa menunaikan amanah, dan suka menolong orang-orang yang sedang kesusahan." Khadijah menyebutkan beberapa perilaku baik yang lain untuk menunjukkan kepercayaannya terhadap beliau, untuk memantapkan hati beliau, dan untuk menolong beliau dalam menegakkan kebenaran. Khadijah adalah orang pertama yang membenarkan risalah beliau. Semoga Allah meridhainya dan memuliakan kedudukannya.

Sesudah itu, Rasulullah tinggal di rumah beberapa masa berlalu sesuai dengan kehendak Allah dan beliau tidak pernah menyaksikan peristiwa seperti itu lagi. Tidak ada wahyu yang turun kepada beliau sehingga membuatnya sedih. Berulang-ulang beliau pergi untuk melemparkan diri dari puncak gunung. Hal itu disebabkan oleh kerinduan beliau yang amat sangat untuk dapat melihat kembali apa yang pernah dilihatnya dahulu. Kerinduan yang tebersit karena kelezatan apa yang beliau saksikan dari wahyu Allah yang diturunkan [kepada beliau]. Se

Terdapat riwayat yang menyebutkan bahwa masa terhentinya wahyu tersebut lebih kurang selama dua tahun atau lebih. <sup>96</sup> Setelah itu, datanglah Malaikat menampakkan wujudnya kepada beliau di antara langit dan bumi, di atas sebuah kursi. Malaikat itu meneguhkan hati

beliau dan menyampaikan kabar gembira bahwasanya beliau benarbenar utusan Allah. Faketika melihat Malaikat itu, Rasulullah merasa takut terhadapnya. Beliau segera mendatangi Khadijah sambil berkata: "Selimuti aku, selimuti aku." Maka Allah pun menurunkan firman-Nya:



"Hai orang yang berkemul (berselimut), bangunlah, lalu berilah peringatan! Dan Rabbmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah." (QS. Al-Muddatstsir: 1-4)<sup>98</sup>

Peristiwa pertama yang dialami Nabi<sup>99</sup> adalah pengukuhan *nubuwwah* (kenabian) dan wahyu ini. Kemudian, dalam ayat itu Allah menyuruh beliau untuk memberikan peringatan kepada kaumnya dan mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah. Rasulullah pun mulai menyingsingkan lengan baju, bekerja keras dalam menjalankan tugas dan mulai melakukan ketaatan kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Beliau mengajak segenap lapisan masyarakat dari yang tua sampai yang muda, orang merdeka maupun hamba sahaya, 100 pria maupun wanita, orang kulit hitam maupun kulit putih, untuk menuju ke jalan Allah. Alhasil, banyak orang dari berbagai kabilah yang menyambut dakwah beliau.

Adapun<sup>101</sup> orang yang pertama menyambut [tongkat]<sup>102</sup> dakwah beliau adalah Abu Bakar , ('Abdullah bin 'Utsman at-Taimi ). Ia menyokong dakwah beliau dalam menegakkan agama Allah, bahkan turut berdakwah bersama beliau kepada agama Allah di atas ilmu dan bashirah (keterangan yang jelas). Dakwah Abu Bakar pun disambut oleh 'Utsman bin Affan, Thalhah, dan Sa'ad bin Abi Waqqash ...

Sementara itu, 'Ali sudah masuk Islam semenjak kecil, saat masih berumur delapan tahun. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa usianya pada saat itu lebih dari delapan tahun. Bahkan, ada riwayat yang menyebutkan bahwa 'Ali masuk Islam sebelum Abu Bakar. Namun, pendapat lain mengatakan tidak demikian. Bagaimana pun

keadaannya, keislaman 'Ali tidaklah sama dengan keislaman Abu Bakar ash-Shiddiq karena 'Ali berada dalam pengasuhan Rasulullah E. Beliau mengambil 'Ali dari paman beliau untuk menolongnya dalam mengatasi kesulitan pada masa paceklik. Demikian pula, Khadijah dan Zaid bin Haritsah telah memeluk Islam ketika itu.

Seorang uskup (pendeta) bernama Waraqah bin Naufal juga masuk Islam. Ia membenarkan wahyu Allah yang diterima Rasulullah . Ia berangan-angan seandainya saat itu ia masih muda. Peristiwa itu terjadi pada masa awal-awal turunnya wahyu. 103 Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi bahwa Rasulullah bermimpi melihat uskup itu dalam penampilan yang sangat indah. Dalam sebuah hadits disebutkan bahwa Rasulullah bersabda: "Aku bermimpi melihat uskup itu mengenakan pakaian putih." 104

Diriwayatkan dalam kitab ash-Shahiihain<sup>105</sup> bahwa ia (pendeta Waraqah bin Naufal) berkata: "Ini adalah Namus yang pernah datang kepada Musa bin Imran »." Hal ini terjadi saat Khadijah membawa Rasulullah menceritakan apa yang dialaminya berkaitan dengan kehadiran Malaikat Jibril ».

Maka masuklah ke dalam [agama Islam]<sup>106</sup> orang-orang yang dilapangkan dadanya untuk menerima Islam dengan cahaya ilmu dan bashirah. Sebaliknya, orang-orang jahil (bodoh) dari [penduduk]<sup>107</sup> kota Makkah justru mengganggu dan menyiksa beliau. Akan tetapi, Allah senantiasa menjaga Rasul-Nya dan melindungi beliau melalui perantara pamannya, Abu Thalib. Karena Abu Thalib seorang yang terhormat dan disegani di kalangan Quraisy, bahkan termasuk orang yang mulia di antara mereka, orang-orang jahil tersebut tidak berani mengejutkan Abu Thalib dengan sesuatu yang berkaitan dengan Muhammad karena mereka tahu bahwa dia sangat mencintai beliau. Termasuk kemahabijaksanaan Allah pula bahwasanya apabila Abu Thalib tetap berada dalam agama mereka (kafir). Sungguh, hal itu mengandung kemaslahatan bagi beliau.

Demikianlah, Rasulullah 🌉 terus-menerus berdakwah siang dan malam, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan.

Tidak ada seorang pun yang mampu menghalangi dan mencegah beliau. Beliau pun tidak takut terhadap celaan orang-orang yang suka mencela dalam usahanya menegakkan agama Allah ini.

#### [Permusuhan Kaum Musyrikin Dan Cobaan Terhadap Orang-Orang Yang Mendapatkan Siksaan]

Gangguan dan penindasan kaum musyrikin terhadap orangorang beriman semakin merajalela. Mereka menyiksa kaum Muslimin tanpa pandang bulu, memukulinya, 108 menjemurnya di padang pasir yang panas, dan menindihkan batu besar di atas dada salah seorang di antara kaum Muslimin di bawah terik matahari. Sampai-sampai, ketika seseorang telah lepas dari siksaan, tidak bisa lagi duduk karena pedihnya rasa sakit yang dideritanya. Mereka menyerukan kepada salah seorang dari kaum Muslimin: "Akui bahwasanya al-Lata adalah Rabbmu, bukan Rabbmu yang lain." Karena dipaksa, orang Muslim itu menjawab: "Ya." Hingga tatkala seekor kumbang lewat di tempat tersebut, lalu mereka berseru kepadanya: "Ini adalah Rabbmu selain Allah!" Ia pun menjawab: "Ya."

Suatu ketika lewatlah al-Khabits, musuh Allah, Abu Jahal 'Amr bin Hisyam, di hadapan Sumayyah, ibu 'Ammar, saat ia bersama suami dan anaknya sedang disiksa. Abu Jahal menusuk wanita itu di bagian kemaluannya dengan tombak hingga ia meninggal dunia. Semoga Allah meridhai Sumayyah, anaknya dan suaminya.

Abu Bakar ash-Shiddiq , apabila lewat di hadapan salah seorang budak yang sedang disiksa, segera membeli budak itu, dari majikannya, lalu dia memerdekakannya. Di antara para budak yang pernah beliau beli adalah Bilal dan ibunya yang bernama Hamamah, Amir bin Fuhairah, Ummu Abas, 109 Zinnirah, an-Nahdiyyah dan anak perempuannya, serta budak wanita Bani 'Adiy yang pernah disiksa oleh 'Umar karena keislamannya, yakni sebelum 'Umar masuk Islam.

Melihat kebiasaannya itu, ayah Abu Bakar, yaitu Abu Quhafah, berkata kepadanya: "Anakku, aku melihat kamu selalu memerdekakan para budak yang lemah. Seandainya saja kamu membebaskan orangorang yang kuat, tentu mereka akan mampu melindungimu." Abu Bakar menjawab: "Aku hanya melakukan yang kuinginkan." Ada yang menyebutkan bahwa ayat berikut ini turun karena perbuatan beliau:

"Dan kelak akan dijauhkan orang yang paling takwa dari Neraka itu, yang menafkahkan hartanya (di jalan Allah) untuk membersihkannya." (QS. Al-Lail: 17-18) sampai akhir surat.<sup>112</sup>

#### [Hijrah Ke Habasyah]

Manakala ujian dan cobaan itu semakin berat, Allah mengizinkan kaum Muslimin untuk berhijrah ke negeri Habasyah, 113 yakni di sebelah barat kota Makkah, tepatnya terletak di antara dua wilayah padang sahara Sudan 114 dan lautan yang membentang antara Yaman hingga Qalzam. 115

Rombongan yang pertama kali berhijrah ke negeri Habasyah adalah 'Utsman bin Affan bersama isterinya, Ruqayyah binti Rasulullah, dan sebagian kaum Muslimin yang mengiringi mereka. Ada yang mengatakan bahwa yang pertama kali berhijrah ke Habasyah adalah Abu Hathib bin 'Amr bin 'Abdu Syams bin 'Abdu Wudd bin Nashr bin Malik. Selanjutnya, Ja'far bin Abu Thalib ikut keluar (berhijrah) bersama rombongan kaum Muslimin lainnya. Semoga Allah meridhai mereka semua. Jumlah mereka kala itu [lebih kurang]<sup>116</sup> delapan puluh orang.

Muhammad bin Ishaq menyebutkan orang-orang yang berhijrah ke negeri Habasyah, di antara mereka adalah Abu Musa al-Asy'ari dan 'Abdullah bin Qais. Kami tidak mengetahui apa yang mendorongnya sampai menulis demikian. Sebenarnya masalah ini sudah jelas, hingga bagi orang yang tingkat keilmuannya di bawah beliau. Pernyataan Muhammad bin Ishaq itu dibantah oleh al-Waqidi dan para ulama almaghaazi (ahli sejarah) lainnya. Mereka menegaskan: "Sesungguhnya Abu Musa al-Asy'ari berhijrah dari Yaman menuju Habasyah untuk menemui Ja'far ." Demikianlah yang ditegaskan dalam kitab ash-Shahiih<sup>117</sup> dari riwayatnya sendiri

Kaum Muhajirin pun meminta perlindungan kepada kerajaan *Ash-hamah*<sup>118</sup> an-Najasyi. Raja Najasyi memberikan perlindungan kepada mereka dan menghormati mereka. Mereka pun mendapatkan keamanan selama berada di negeri raja tersebut.

Ketika kaum kafir Quraisy mengetahui hal itu, mereka segera menyusul kaum Muslimin dengan mengutus 'Abdullah bin Abi Rabi'ah dan 'Amr bin al-'Ash dengan membawa bermacam-macam hadiah dan bingkisan dari negeri mereka untuk raja Najasyi agar ia mau menyerahkan kaum Muslimin kepada mereka. Akan tetapi, raja Najasyi menolaknya. Mereka mencoba mencari dukungan dari para panglima pasukan an-Najasyi, namun para panglima tersebut juga tidak menyambut ajakan mereka. Akhirnya, mereka menyebarkan isu bahwa kaum Muslimin telah mengucapkan kata-kata yang tidak senonoh terhadap 'Isa, dengan mengatakan bahwa 'Isa adalah seorang budak.

Oleh karena itu, kaum Muslimin pun dihadirkan ke majelis (persidangan) an-Najasyi. Pada saat itu, kaum Muslimin diwakili oleh Ja'far bin Abi Thalib . Raja an-Najasyi bertanya: "Apa komentar kalian terhadap tuduhan mereka bahwa kalian telah mengucapkan perkataan yang buruk tehadap 'Isa?" Ja'far lalu membaca surat Kaaf Haa Yaa 'Ain Shaad. 119 Setelah Ja'far selesai membacakan surat tersebut, raja an-Najasyi mengambil sebilah kayu dari atas tanah lalu berkata: "Apa yang dibacakan tadi tidak lebih daripada (berbeda dengan) yang tercantum dalam Taurat, serta tidak lebih daripada batang kayu ini." Kemudian, raja Najasyi berkata: "Pergilah. Kalian adalah tamu-tamu di negeriku ini. 120 Siapa saja yang mencaci kalian akan dikenakan denda."

Kemudian, an-Najasyi berkata kepada 'Amr dan 'Abdullah: "Demi Allah, seandainya kalian memberiku gunung<sup>121</sup> dari emas sekalipun, aku tetap tidak akan menyerahkan mereka kepada kalian."

Raja itu juga memerintahkan (para prajuritnya) untuk mengembalikan semua hadiah dari mereka. Maka dari itu, keduanya pun pulang dengan tangan hampa, serta membawa kegagalan<sup>122</sup> terburuk dan hasil ternihil.<sup>123</sup>

#### Pemboikotan Kaum Quraisy Terhadap Bani Hasyim Dan Bani Muththalib

Setelah peristiwa tersebut, Hamzah, paman Nabi ﷺ, masuk Islam. Keislamannya diikuti oleh banyak orang. Islam pun mulai tersebar luas.

Tatkala kaum Quraisy mengetahui hal itu, mereka merasa semakin terusik. Oleh sebab itu, mereka berkumpul dan bersepakat dalam menghadapi Bani Hasyim dan Bani Muththalib, dua kabilah Bani 'Abdu Manaf, yakni untuk tidak berjual beli dengan mereka, tidak menikahi seorang pun dari mereka, tidak berbicara dengan mereka, dan tidak duduk-duduk dengan mereka sampai mereka bersedia menyerahkan Rasulullah . Untuk tujuan itu, mereka menuliskan isi konspirasi pemboikotan tersebut yang digantung di atap (dinding) Ka'bah. [Dan]<sup>124</sup> terdapat riwayat yang menyebutkan bahwa yang menulisnya adalah Manshur bin Ikrimah bin Amir bin Hasyim bin 'Abdu Manaf. Ada juga riwayat yang menyebutkan bahwa yang menulisnya adalah an-Nadhr bin al-Harits. Rasulullah pernah melaknat orang tersebut sehingga [tangannya menjadi lumpuh]. 125

Kalangan Bani Hasyim dan Bani Muththalib, baik yang Mukmin maupun yang kafir, [kecuali Abu Lahab—semoga Allah melaknat dia dan anaknya—semuanya bergabung<sup>126</sup> di dusun Abu Thalib, dalam keadaan terkepung dan terintimidasi, selama lebih kurang tiga tahun].<sup>127</sup>

Di sanalah Abu Thalib sempat menggubah sebuah sya'ir yang populer:

# جَزَى اللهُ عَنَّا عَبْدَ شَمْسِ وَنَوْفَلا

Semoga Allah memberikan balasan atas keburukan 'Abdu Syams dan Naufal terhadap kita<sup>128</sup>

Sesudah itu, bangkitlah beberapa orang Quraisy yang berusaha untuk menyudahi konspirasi tersebut. Yang berupaya melakukannya<sup>129</sup> adalah Hisyam bin 'Amr bin [Rabi'ah<sup>130</sup>] bin al-Harits bin Hubaib bin Nashr<sup>131</sup> bin Malik bin Hisl bin 'Amir bin Lu-ay. Ia pergi menemui Muth'im bin 'Adiy dan beberapa orang Quraisy lainnya, hingga mereka pun menyambut baik gagasan tersebut.

Rasulullah mengirimkan rayap-rayap untuk merobek isi konspirasi itu. Rayap-rayap tadi memakan seluruh bagian kertas tersebut, kecuali yang bertuliskan lafzhul jalaalah: Allah . Memang demikianlah yang terjadi. Akhirnya, Bani Hasyim dan Bani Muththalib kembali pulang menuju Makkah. Terjadilah perdamaian meskipun Abu Jahal, 'Amr bin Hisyam tidak menyukainya. 132

Sampailah berita tersebut kepada kaum Muslimin yang sedang berada di Habasyah, yakni bahwa kaum Quraisy sudah masuk Islam, sehingga sebagian dari mereka pulang ke Makkah. Namun, ternyata mereka kembali mendapatkan siksaan dan cobaan seperti sebelumnya. Mereka pun mencoba bertahan untuk tetap tinggal di Makkah, sampai tiba saatnya berhijrah ke Madinah, kecuali Sakran bin 'Amr, suami Saudah binti Zam'ah. Ia (Sakran) meninggal dunia dalam perjalanan pulang dari Habasyah ke kota Makkah, sebelum hijrah ke Madinah. Demikian juga Salamah bin Hisyam<sup>133</sup> dan Ayyasy bin Abu Rabi'ah, keduanya tetap tinggal di Makkah sebagai kaum lemah yang tertindas. Begitu juga 'Abdullah bin Makhramah bin 'Abdul Uzza, ia termasuk yang ditahan di kota Makkah. Akan tetapi, pada waktu Perang Badar, ia berhasil melarikan diri dari kaum musyrikin dan bergabung dengan kaum Muslimin.

### [Kepergian Nabi 🍇 Ke Tha-if]

Seiring dengan berakhirnya konspirasi pemboikotan tersebut, Khadijah pun wafat, demikian juga Abu Thalib. Jarak kematian keduanya hanya berselang tiga hari saja. Akibatnya, bertambah beratlah ujian dan cobaan yang dialami Rasulullah dari kaumnya yang jahil, bahkan mereka semakin berani menyiksa beliau.<sup>134</sup>

Rasulullah akhirnya pergi ke Tha-if, dengan harapan orang-orang di sana bersedia melindungi dan menolong beliau dari (kedengkian) kaumnya, 135 serta mencegah perlakuan buruk mereka terhadap beliau. Nabi mengajak mereka kepada agama Allah ... Namun, mereka tidak menyambut dakwah itu dan tidak memenuhi sedikit pun permintaan beliau. Justru sebaliknya, mereka menyiksa beliau dengan siksaan yang berat. Sungguh, beliau belum pernah mendapatkan perlakuan buruk dari kaumnya yang melebihi apa yang diterimanya ketika itu. 136

Oleh karena itulah, beliau pulang kembali dan memasuki kota Makkah dengan didampingi oleh al-Muth'im bin 'Adiy bin Naufal bin 'Abdu Manaf. Beliau pun tetap mengajak mereka kepada agama Allah, hingga seorang dari mereka, yaitu Thufail bin 'Amr ad-Dausy masuk Islam. Beliau berdo'a untuknya, semoga Allah menyematkan tanda khusus kepadanya. Kemudian Allah memberikan cahaya di wajahnya, namun Thufail berkata: "Wahai Rasulullah, aku khawatir kalau mereka menganggap hal ini sebagai cacat (penyakit) bagiku." Rasulullah ke kemudian berdo'a untuknya, hingga akhirnya cahaya itu berpindah ke cemetinya (cambuk), sehingga karena itu ia dikenal dengan sebutan Dzun Nur (pemilik cahaya). 137

Thufail mengajak kaumnya kepada agama Allah. Alhasil, sebagian dari mereka pun masuk Islam. Ia sempat tinggal (selama beberapa waktu) di negerinya. Hingga, ketika Allah memberikan kemenangan kepada Rasulullah pada Perang Khaibar, Thufail datang menemui beliau dengan membawa delapan puluh keluarga (kerabat). 138

## [Isra' Mi'raj Dan Kisah Nabi ﷺ Menunjukkan Dirinya Kepada Kabilah-Kabilah Arab]

Rasulullah melakukan Isra' dengan jasad beliau, menurut pendapat yang benar dari kalangan Sahabat dan para ulama. Yakni, melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis, dengan mengendarai al-Buraq, ditemani oleh Malaikat Jibril , lalu singgah di sana. Beliau mengimami shalat para Nabi di Baitul Maqdis.

Pada malam itu juga, dari tempat tersebut, beliau melakukan Mi'raj ke langit dunia, lalu ke langit berikutnya, ke langit ketiga, keempat, kelima, kemudian langit di atasnya, hingga langit ketujuh. Beliau bertemu para Nabi pada langit-langit tersebut, yaitu di tempat mereka masing-masing. Setelah itu, Nabi naik ke Sidratul Muntaha. Beliau sempat pula melihat Jibril di Sidratul Muntaha dalam bentuk asli yang diciptakan Allah. Pada malam itulah, Allah menetapkan kewajiban shalat lima waktu. 140

Para ulama berbeda pendapat: "Apakah beliau melihat Rabbnya atau tidak?" Ada dua pendapat dalam masalah ini:

Diriwayatkan secara shahih dari Ibnu 'Abbas bahwa ia menceritakan: "Beliau melihat Rabbnya." 141

Disebutkan juga dalam riwayat lain dari Ibnu 'Abbas : "Beliau melihat-Nya dengan mata hati." 142

Sementara itu, dalam *Shahiihul Bukhari* dan *Shahiih Muslim*, yang diriwayatkan dari 'Aisyah , diterangkan bahwa ia menyangkal orang yang berpendapat demikian.<sup>143</sup>

'Aisyah dan Ibnu Mas'ud menegaskan: "Sesungguhnya yang beliau lihat saat itu adalah Malaikat Jibril ."144

Muslim meriwayatkan dalam Shahiih-nya<sup>145</sup> dari hadits Qatadah, dari 'Abdullah bin Syaqiq, dari Abu Dzarr , ia berkata: "Aku pernah bertanya kepada Rasulullah : 'Apakah engkau melihat Rabbmu?' Beliau menjawab: 'Cahaya, bagaimana aku dapat melihat-Nya?'" Dalam riwayat lain disebutkan: "Aku hanya melihat cahaya." Cukuplah hadits ini sebagai hujjah (dalil) dalam masalah ini. 147

Setelah tiba (kembali) pagi harinya di tengah-tengah kaumnya, Rasulullah menceritakan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan Allah yang sangat besar, yang diperlihatkan-Nya kepada beliau. Namun, mereka mendustakannya, bahkan semakin menyakiti dan berani kurang ajar terhadap beliau. 148

Rasulullah mulai berdakwah kepada berbagai kabilah pada musim-musim haji. Beliau berkata: "Siapakah yang sudi membawaku kepada kaumnya dan membelaku sehingga aku bisa menyampaikan risalah dari Rabbku? Sesungguhnya kaum Quraisy merintangiku untuk menyampaikan risalah-Nya." Demikianlah, sementara itu paman beliau, Abu Lahab—semoga Allah melaknatnya—berseru kepada orang banyak dari belakang beliau: "Jangan dengarkan omongannya, orang ini pembohong!"

Pada saat itu, kampung-kampung di tanah Arab memang membentengi diri dari ucapan beliau. Sebab, mereka mendengar kaum Quraisy mengatakan bahwa beliau adalah pembohong, penyihir, dukun, penya'ir, serta berbagai tuduhan dusta lainnya. Para penduduk kampung yang tidak mengetahui duduk persoalannya, tentu akan mendengarkan tuduhan-tuduhan tersebut. Adapun orang-orang yang bijak, ketika mereka mendengarkan ucapan beliau dan memahaminya dengan baik, mereka bersaksi bahwa apa yang disampaikan beliau adalah benar. Justru kaum Quraisylah yang telah memfitnah beliau. Meskipun demikian, pada akhirnya mereka pun masuk Islam.

Di antara kaum yang Allah jadikan sebagai penolong Nabi adalah orang-orang dari suku Aus dan Khazraj. Mereka mendengar dari sekutu mereka, yakni kaum Yahudi di kota Madinah, perihal munculnya seorang Nabi yang diutus pada zaman ini. Bahkan, kaum Yahudi mengancam akan menyerang suku Aus dan Khazraj, seandainya Nabi itu datang (dan mendapatkan perlindungan mereka). Mereka mengatakan: "Kami akan memerangi kalian dan Nabi itu seperti kami memerangi kaum 'Ad dan Iram."

Dahulu orang-orang Anshar selalu berhaji ke Baitullah, [seperti yang dilakukan oleh orang-orang Arab lainnya]. <sup>150</sup> Berbeda dengan orang-orang Yahudi yang tidak melakukannya. Maka ketika kaum Anshar memperhatikan cara Rasulullah mengajak ummat manusia menuju agama Allah dan melihat banyak tanda-tanda kejujuran pada diri beliau, mereka pun menegaskan: "Demi Allah, orang inilah yang dianggap sebagai ancaman oleh orang-orang Yahudi, maka jangan sampai mereka mendahului kita (menangkapnya)."

#### [Kisah Suwaid Bin Ash-Shamit]

Suwaid bin ash-Shamit adalah saudara Bani 'Amr bin 'Auf. Ia berasal dari suku Aus. Suwaid pernah datang ke Makkah dan pernah pula diajak masuk Islam oleh Rasulullah ﷺ, namun ia tidak menolak dan tidak juga menerimanya. Ia kembali ke kota Madinah dan terbunuh dalam sebuah peperangan antara suku Aus dan Khazraj. Suwaid adalah anak dari bibi 'Abdul Muththalib.<sup>151</sup>

#### [Masuk Islamnya Iyas Bin Mu'adz Dan Kisah Abul Haisar]

Sesudah itu, datanglah Abul Haisar ke kota Makkah, yang nama aslinya adalah Anas bin Rafi', bersama dengan beberapa pemuda dari kaumnya, yaitu dari suku Bani 'Abdul Asyhal. Mereka sedang mencari sekutu. Maka dari itu, Rasulullah mengajak mereka masuk Islam. Iyas bin Mu'adz, yang kala itu masih muda belia, memuji beliau: "Hai kaumku! Demi Allah, laki-laki ini lebih baik daripada (sekutu) yang akan kita datangi." Dengan serta merta Abul Haisar memukul Iyas dan membentaknya. Iyas hanya terdiam. Rencana mereka untuk mendapat sekutu akhirnya gagal. Mereka pun kembali ke negeri mereka, ke kota Madinah. Ada yang meriwayatkan bahwa Iyas bin Mu'adz meninggal dunia sebagai seorang Muslim. 152

#### PASAL 9

## [Bai'at 'Aqabah Pertama]

Pada musim haji, Rasulullah sebertemu dengan enam orang 153 Anshar di daerah bernama 'Aqabah. Semuanya berasal dari suku Khazraj. Mereka adalah Abu Umamah As'ad bin Zurarah bin 'Adas, 'Auf bin al-Harits bin Rifa'ah dia adalah anaknya Afra, Rafi' bin Malik bin al-Ajlan, Quthbah bin 'Amir bin Hadidah, 'Uqbah bin 'Amir bin Nabi, dan Jabir bin 'Abdullah bin Ri-ab. Rasulullah mengajak mereka masuk Islam. Keenam orang itu langsung memeluk Islam, berharap segera mendapatkan kebaikan. Kemudian, mereka pulang ke Madinah dan mendakwahkan Islam kepada masyarakat kota itu. Islam pun tersebar luas di Madinah, sampai-sampai tidak ada satu pun rumah yang tidak dipengaruhi oleh Islam.

Pada tahun berikutnya, datanglah dua belas orang laki-laki, termasuk enam orang yang pertama, 154 kecuali Jabir bin 'Abdullah bin Ri-ab. Datang bersama mereka pula beberapa orang, di antaranya saudara 'Auf, Mu'adz bin al-Harits bin Rifa'ah, dan Dzakwan bin 'Abdu Qais bin Khaldah. Bahkan, Dzakwan sempat tinggal di Makkah hingga ikut berhijrah ke Madinah. Oleh sebab itu, dikatakan bahwa ia adalah *Muhajir Anshari* (orang yang berhijrah ke Madinah dari kaum Anshar). Terdapat juga 'Ubadah bin ash-Shamit bin Qais dan Abu 'Abdurrahman Yazid bin Tsa'labah. Kesepuluh orang tadi berasal dari suku Khazraj, sedangkan dua lainnya berasal dari suku Aus, yakni Abul Haitsam Malik bin Tayyihan dan Uwaim bin Sa'idah. Mereka pun membai'at Rasulullah sang isi bai'atnya sama dengan bai'at kaum wanita. 155 Pada waktu itu, perintah perang belum diturunkan. 156

Ketika mereka kembali ke Madinah, Rasulullah ﷺ mengutus 'Amr bin Ummi Maktum dan Mush'ab bin 'Umair. Mereka mengajarkan

al-Qur-an kepada para *muallaf* (orang-orang yang baru masuk Islam). Keduanya juga bertugas mengajak menusia ke jalan Allah . Mereka singgah di rumah Abu Umamah As'ad bin Zurarah. Saat itu, Mush'ab bin 'Umair yang menjadi imam (shalat) mereka. Suatu hari, beliau mengerjakan shalat Jum'at<sup>157</sup> bersama empat puluh orang. <sup>158</sup>

Melalui tangan (dakwah) keduanya, [banyak orang]<sup>159</sup> yang masuk Islam, di antaranya Usaid bin al-Khudhair dan Sa'ad bin Mu'adz. Masuk Islamnya kedua orang tersebut berdampak positif terhadap suku-suku Bani al-Asyhal, yaitu mereka semua turut masuk Islam, pria dan wanitanya, kecuali al-Ushairim, yakni 'Amr bin Tsabit bin Waqsy.<sup>160</sup> Keislamannya agak terlambat hingga Perang Uhud. Pada perang itulah, ia baru masuk Islam. Ia pun ikut berperang dan terbunuh sebagai syahid sebelum sempat melakukan satu shalat sekali pun. Ketika hal itu diberitahukan kepada Rasulullah ﷺ, beliau bersabda: "Ia melakukan sedikit amal, tetapi telah mendapatkan pahala yang besar."<sup>161</sup>

## [Bai'at 'Aqabah Kedua]

Islam semakin menyebar di Madinah dan memiliki banyak pemeluk. Kemudian, Mush'ab bin 'Umair kembali ke Makkah. Pada musim haji tahun itu, banyak sekali orang yang datang, baik kaum Muslimin maupun kaum musyrikin. Pemimpin mereka (kaum Anshar) adalah al-Barra bin Ma'rur.

Pada [malam]<sup>162</sup> 'Aqabah, yakni sepertiga malam pertama, datanglah 73 orang laki-laki dan 2 orang perempuan yang diamdiam menemui Rasulullah . Mereka berbai'at kepada beliau secara sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh kaumnya dan orangorang kafir di Makkah. Mereka berbai'at atau berjanji akan menjaga Rasulullah dari segala penindasan seperti halnya menjaga anak, isteri, dan wanita-wanita mereka. 163

Yang pertama kali berbai'at kepada beliau pada malam itu adalah al-Barra bin Ma'rur. Laki-laki yang beruntung (bernasib mujur) ini melakukan bai'at dengan tegas dan tanpa ragu-ragu. Paman Rasulullah ﷺ, yakni al-'Abbas, juga hadir dalam pertemuan itu untuk memperkuat dan mengokohkan pembai'atan beliau. Padahal, saat itu al-'Abbas masih mengikuti agama kaumnya.

Pada malam itu, Rasulullah menunjuk dua belas orang pemimpin di antara mereka. Mereka adalah As'ad bin Zurarah bin 'Udas, Sa'ad bin ar-Rabi' bin 'Amr, 'Abdullah bin Rawahah bin Umruul Qais, Rafi' bin Malik bin al-Ajlan, al-Barra bin Ma'rur bin Sakhr bin Khansa', 'Abdullah bin 'Amr bin Haram (ayah Jabir yang baru saja masuk Islam), Sa'ad bin 'Ubadah bin Dulaim, al-Mundzir bin Amr bin Khunais, serta 'Ubadah bin ash-Shamit. Kesembilan orang di atas berasal dari suku Khazraj. Sementara dari suku Aus ada tiga orang, yaitu Usaid bin Khudhair bin Sammak, Sa'ad bin Khaitsamah bin al-Harits, dan Rifa'ah bin 'Abdul Mundzir bin Zanbar. 164 Ada juga yang mengatakan bahwa ia bukan Rifa'ah, melainkan Abu Haitsam bin at-Tayyihan, kemudian menyebutkan lagi orang-orang selain mereka.

Adapun dua wanita yang ikut adalah Ummu 'Umarah Nasibah binti Ka'ab bin 'Amr—yang anaknya, Habib bin Zaid bin Ashim bin Ka'ab, dibunuh oleh Musailamah al-Kadzdzab—dan Asma binti 'Amr bin 'Adi bin Nabi.

Setelah pembai'atan tersebut selesai, mereka meminta izin kepada Rasulullah ﷺ untuk keluar menemui para penghuni lembah 'Aqabah, namun Rasulullah ﷺ tidak mengizinkannya. 165

Sesudah itu, Rasulullah mengizinkan kaum Muslimin dari penduduk Makkah untuk hijrah ke Madinah. Maka kaum Muslimin pun berbondong-bondong melakukan hijrah. Orang pertama yang berhijrah [ke kota Madinah]<sup>166</sup> dari penduduk Makkah adalah Abu Salamah bin 'Abdul Asad bersama isterinya, Ummu Salamah. Akan tetapi, sangat disayangkan, kepergian isterinya tertahan selama satu tahun, atau tepatnya dihalangi sehingga tidak bisa ikut bersama Abu Salamah. Bahkan, Ummu Salamah juga dilarang bertemu dengan anaknya. Satu tahun kemudian, barulah ia dapat keluar (berhijrah) bersama anaknya ke Madinah, dengan diantar<sup>167</sup> oleh 'Utsman bin Abi Thalhah. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa Abu Salamah berhijrah sebelum bai'at 'Aqabah yang terakhir. Wallaahu a'lam.

Setelah peristiwa itu, kaum Muslimin secara berturut-turut keluar berhijrah, rombongan demi rombongan.

|  | ÷ |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  | • |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |

#### PASAL 10

#### [Hijrah Rasulullah ﷺ]

Kaum Muslimin yang masih tinggal di kota [Makkah]<sup>168</sup> hanya Rasulullah ﷺ, Abu Bakar, dan 'Ali ෴. Mereka berdua tetap tinggal di Makkah atas perintah Rasulullah ﷺ, tentunya bersama dengan kaum Muslimin yang masih ditawan kaum musyrikin.

Abu Bakar ternyata sudah menyiapkan bekal baginya dan bagi Rasulullah sambil menunggu izin (wahyu) dari Allah kepada Rasul-Nya untuk keluar berhijrah. Pada suatu malam, kaum musyrikin berencana membunuh Rasulullah samberapa orang pun menunggu di depan pintu rumah beliau. Rencananya, begitu Nabi keluar mereka akan langsung membunuhnya. Namun, ketika beliau keluar, tidak seorang pun di antara mereka yang melihatnya.

Diriwayatkan dalam sebuah hadits, 169 bahwasanya beliau menaburkan tanah di atas kepala mereka dan kemudian meloloskan diri ke rumah Abu Bakar . Pada malam harinya, mereka berdua keluar dari pintu kecil 170 yang ada di rumah tersebut. Rasulullah adan Abu Bakar sebelumnya sudah menyewa 'Abdullah bin Uraiqith. Ia adalah penunjuk jalan yang terampil, 171 yang mengetahui betul tentang jalan-jalan menuju kota Madinah. Keduanya mempercayai laki-laki ini meskipun ia masih menganut agama kaumnya. Mereka mempercayakan tunggangan mereka kepadanya dan membuat kesepakatan untuk bertemu dengannya lagi tiga hari kemudian di gua Tsaur.

Tatkala mereka berdua tiba di gua tersebut, Allah mengaburkan jejak keduanya dari orang-orang Quraisy sehingga mereka tidak tahu ke mana keduanya pergi. Amir bin Fuhairah adalah orang yang ditugaskan untuk mengirimkan kambing milik Abu Bakar kepada mereka. Sementara itu, Asma binti Abu Bakar membawakan perbekalan keduanya ke gua itu. 'Abdullah bin Abu Bakar pun sengaja menyelidiki berita (situasi) di Makkah untuk disampaikan kepada mereka sehingga keduanya bisa berhati-hati.<sup>172</sup>

Kaum musyrikin datang untuk mencari Rasulullah dan Abu Bakar ke gua Tsaur serta beberapa tempat yang ada di dekatnya, hingga mereka melewati pintu gua tempat keduanya bersembunyi. Bahkan, telapak kaki mereka sudah berada persis di hadapan Rasulullah ﷺ dan Sahabatnya, Abu Bakar ﷺ. Namun, Allah menghalangi pandangan mata kaum Musyrikin sehingga tidak melihat pintu gua tersebut.

Ada riwayat, wallaahu a'lam, yang menyebutkan bahwa laba-laba menutupi mulut gua (dengan sarangnya), sedangkan sepasang burung merpati membuat sarang di depan gua tersebut.<sup>173</sup> Yang demikian itu merupakan takwil (tafsir) dari firman Allah ::

﴿ إِلَّا نَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَكُرُهُ ٱللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَانَانِ إِذْ يَتَقُولُ لِصَحِيهِ وَلَا تَحْذَرُنَ فَانِينَ النَّانِ إِذْ يَتَقُولُ لِصَحِيهِ وَلَا تَحْذَرُنَ اللَّهُ مَعَنَا فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيْكَدُهُ بِجُنُودِ إِنَّ اللَّهُ مَعَنَا فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيْكَدُهُ بِجُنُودِ لِنَّ اللّهُ مَعَنَا فَأَنزَلَ ٱللّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيْكَدُهُ بِجُنُودِ لَمَ اللّهُ مَعَنَا فَأَن زَلَ ٱللّهُ مَا تَعْلَيْكُ وَكُلِكُ اللّهُ عَنِيدٍ كَعَكُوا ٱلللّهُ مَنْ اللّهُ مَن اللّهُ عَن اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَن اللّهُ عَنْ الللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

"Jikalau kamu tidak menolongnya (Muhammad) maka sesungguhnya Allah telah menolongnya (yaitu) ketika orang-orang kafir (musyrikin Makkah) mengeluarkannya (dari Makkah) sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua, pada waktu dia berkata kepada temannya: 'Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah bersama kita.' Maka Allah menurunkan ketenangan kepada (Muhammad) dan membantunya dengan tentara yang kamu tidak melihatnya, 174 dan Allah menjadikan seruan orang-orang kafir itulah yang rendah. Dan

kalimat Allah itulah yang tinggi. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana." (QS. At-Taubah: 40)

Hal itu terjadi karena besarnya hasrat (semangat) Abu Bakar dalam menjaga Rasulullah ﷺ, sampai-sampai ia menangis saat kaum musyrikin lewat di dekat mereka. Abu Bakar berkata: "Wahai Rasulullah, apabila salah seorang dari mereka melihat ke telapak kakinya (menunduk), pastilah ia akan melihat kita." Rasulullah ﷺ bersabda: "Hai Abu Bakar! Apakah persangkaanmu tentang kita berdua, sedangkan Allah adalah yang ketiga di antara kita?" 175

Tiga hari kemudian, datanglah Ibnu Uraiqith membawa tunggangan mereka berdua. Mereka pun segera mengendarainya. Abu Bakar membonceng 'Amir bin Fuhairah, sedangkan ad-Dili<sup>176</sup> berjalan di depan mereka dengan mengendarai tunggangannya sendiri.

Kaum Quraisy mengumumkan bahwa siapa saja yang dapat menangkap salah satu dari keduanya, Muhammad atau Abu Bakar, maka ia akan mendapat hadiah seratus ekor unta. Ketika Nabi dan Sahabatnya melewati perkampungan Mudlij, Suraqah bin Malik bin Ju'syum, kepala kampung tersebut melihat mereka. Ia pun segera menunggangi kudanya dan mengejar mereka. Ketika sudah dekat dengan mereka, ia mendengar tilawah al-Qur-an Nabi , sedangkan Abu bakar terus menoleh ke belakang karena khawatir orang itu akan membahayakan jiwa beliau ; sementara itu Nabi sendiri tidak pernah menoleh. Abu Bakar berkata: "Wahai Rasulullah, Suraqah bin Malik berusaha menyusul kita!" berkata: "Wahai Rasulullah, Suraqah bin Malik berusaha menyusul kita!"

Rasulullah lalu mendoʻakan celaka atas Suraqah hingga kedua kaki depan kudanya terperosok<sup>178</sup> ke dalam tanah. Suraqah berkata: "Aku tahu<sup>179</sup> bahwa celaka yang menimpaku ini disebabkan oleh doʻa kalian. Berdoʻalah kepada Allah untuk keselamatanku. Aku berjanji akan melindungi kalian dari kejaran orang banyak."<sup>180</sup>

Maka Nabi ﷺ kembali berdoʻa, sehingga Suraqah pun terbebas. Ia lantas meminta Rasulullah ﷺ agar menulis sepucuk surat untuknya. Abu Bakar pun menuliskan surat itu di atas selembar kulit. Sesudah itu, Suraqah pulang ke kampungnya dan berkata kepada masyarakat di situ: "Sudahlah, kalian tidak usah mengejarnya lagi."

Beberapa waktu kemudian, Suraqah datang (menemui Nabi) sebagai seorang Muslim pada tahun haji Wada'. Ia menyerahkan surat yang ditulis Rasulullah & kepadanya dahulu. Rasulullah pun memenuhi apa yang telah beliau janjikan kepadanya, di samping karena ia memang berhak menerimanya. 181

Dalam perjalanannya itu, Rasulullah sempat melewati [kemah]<sup>182</sup> milik Ummu Ma'bad. Beliau tidur siang<sup>183</sup> di situ. Ummu Ma'bad sempat melihat tanda-tanda kekuasaan Allah pada kambing miliknya, yang terus-menerus mengeluarkan susu yang banyak sekali sampai musim kemarau panjang, sehingga membuat takjub orangorang.<sup>184</sup>

#### PASAL 11

## [Kedatangan Rasulullah ﷺ Di Madinah]

Kaum Anshar sudah mendengar berita keberangkatan Rasulullah dari Makkah menuju kota mereka. Oleh karena itu, setiap hari mereka pergi ke Harrah<sup>185</sup> untuk menanti kedatangan beliau. Pada hari Senin, tanggal 12 Rabi'ul Awwal, yakni setelah tiga belas tahun masa kenabian, Rasulullah memenuhi janjinya kepada mereka, tepatnya menjelang siang hari yang sangat panas.

Pada hari itu, kaum Anshar sudah lama menanti kedatangan Rasulullah, namun yang mereka tunggu belum juga muncul, sehingga mereka pulang ke rumah masing-masing. Orang yang pertama kali melihat beliau adalah seorang laki-laki Yahudi. Kala itu ia sedang berada di atas loteng rumahnya. 186 Orang itu pun berteriak dengan sekeras-kerasnya: "Hai Bani Qailah, 187 inilah dia 188 orang yang sudah lama kalian tunggu!" Dengan serta merta kaum Anshar keluar sambil membawa senjata mereka dan segera menemui Rasulullah . Kaum Anshar menyambut beliau sebagaimana layaknya seorang Nabi .

Rasulullah sempat singgah di kampung Quba', di rumah Kultsum bin al-Hadm. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa beliau singgah di rumah Sa'ad bin Khaitsamah. Kaum Muslimin pun berdatangan untuk memberikan salam kepada beliau. Kebanyakan dari mereka belum pernah melihat Nabi sebelumnya. Mayoritas atau sebagian di antara mereka bahkan mengira Abu Bakar adalah beliau karena melihat ubannya yang banyak. Ketika cahaya matahari sudah terik sekali, Abu Bakar berdiri memayungi Nabi se dengan sehelai kain. Barulah setelah itu kaum Muslimin mengetahui yang mana sebenarnya Rasulullah se sebagai sang mana sebenarnya Rasulullah se sebagai sang mana sebenarnya Rasulullah se sebagai seba

#### PASAL 12

## [Nabi 🍇 Menetap Di Madinah]

Rasulullah sempat tinggal di Quba' selama beberapa hari. Ada yang mengatakan empat belas hari lamanya. Pada saat itulah beliau membangun Masjid Quba'. 190 Kemudian, beliau melanjutkan perjalanan atas perintah Allah [26] [kepadanya]. 191 Di tengah perjalanan, beliau mendapatkan waktu Jum'at di perkampungan Bani Salim bin 'Auf. Beliau pun shalat di masjid yang berada di Lembah Ranuna. 192

Penduduk kampung itu sangat berharap kesudian Rasulullah untuk singgah di rumah mereka. Akan tetapi, beliau bersabda: "Biarkan unta ini berjalan karena ia mendapat perintah dari Allah." Unta itu terus berjalan membawa beliau. Setiap kali Nabi melewati perkampungan Anshar, pasti penduduk di sana menginginkan beliau untuk singgah. Namun, beliau kembali bersabda: "Biarkan unta ini berjalan karena ia mendapat perintah dari Allah." 193

Setelah tiba di tempat yang menjadi masjid Nabi sekarang ini, unta itu pun duduk. Belum sempat Rasulullah turun, unta itu sudah bangkit dan berjalan lagi. Kemudian, ia menoleh ke kanan dan ke kiri, terus berjalan, lalu duduk di tempat semula. Rasulullah pun langsung turun. Tempat yang dimaksud adalah perkampungan Bani an-Najjar. Abu Ayyub segera membawa barang-barang Nabi ke rumahnya.

Rasulullah membeli tanah yang akan menjadi tempat didirikannya masjid. Sebelumnya, tanah itu milik dua orang anak yatim yang digunakan sebagai tempat pengeringan kurma. 194 Beliau pun membangun masjid di tempat tersebut. 195 Itulah masjid beliau sampai sekarang (Masjid Nabawi). Bahkan, dibuatkan pula kamar-kamar di samping masjid untuk keluarga Rasulullah ...

Sementara itu, 'Ali se masih tinggal di Makkah untuk mengembalikan barang-barang yang pernah dititipkan kepada Nabi se dan melakukan beberapa tugas lain. Baru kemudian, setelah urusannya selesai, ia menyusul Rasulullah se 196

#### PASAL 13

# [Persaudaraan Antara Kaum Muhajirin Dan Kaum Anshar]

Rasulullah seberdamai dengan kaum Yahudi yang tinggal di Madinah. Beliau menulis surat perjanjian dengan mereka. 197 Akhirnya, salah seorang yang alim dari mereka masuk Islam, yakni 'Abdullah bin Salam sebasi Meskipun demikian, sebagian besar dari mereka tetap kafir. Kaum Yahudi di sana terdiri atas tiga suku: Bani Qainuqa', Bani Nadhir, dan Bani Quraizhah.

Rasulullah ﷺ juga mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dengan kaum Anshar. 199 Dengan persaudaraan itu, mereka saling mewarisi pada masa-masa awal Islam dan mereka lebih didahulukan daripada hubungan kerabat. 200

Pada saat itu pula, Allah mewajibkan zakat sebagai bentuk kasih sayang terhadap kaum fakir miskin dari kalangan Muhajirin. Demikianlah yang disebutkan oleh Ibnu Hazm<sup>201</sup> dalam uraian sejarahnya. Sebagian *huffazh* (ulama) di bidang hadits mengatakan: "Pernyataan itu muncul disebabkan oleh kesulitan yang dialami Ibnu Hazm dalam mendapatkan referensi mengenai waktu diwajibkannya zakat."

#### Sumber Rujukan dan Keterangan

- Pada naskah "ع" tertulis: "وبه نستعين". Tambahan dari naskah "س".

"س" Tambahan dari naskah

Maksudnya, sikap menyepelekan dan tidak mempedulikannya.

Maksudnya, sejarah Islam. Alasannya, penulis menuturkan bahwa sejarah Islam itu mencakup semua hal yang terjadi sampai pada masa penulis, sedangkan as-Siirah an-Nabawiyyah (perjalanan hidup Nabi 🕮 tidak demikian, karena sirah Nabi itu hanya merupakan bagian dari sejarah Islam. Wallaahu a'lam.

Tanda-tanda nubuwwat (kenabian).

Berdasarkan hadits yang dikeluarkan oleh Imam Muslim (III/2278) dari Abu Hurairah 😅 , dari Nabi 🌉: "Aku adalah pemimpin anak Adam pada hari Kiamat, orang yang pertama dibangkitkan dari kubur, pemberi syafaat yang pertama, dan orang pertama yang diberi syafaat."

Dua nama ini disebutkan di dalam al-Qur-an:

"Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang Rasul, sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang Rasul .... " (QS. Ali 'Imran: 144)

"Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu ...." (QS. Al-Ahzaab: 40)

"Dan orang-orang yang beriman (kepada Allah) dan mengerjakan amal-amal shalih dan beriman (pula) kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad dan itulah yang hag (benar) dari Rabb mereka .... (QS. Muhammad: 2)

"Muhammad itu adalah utusan Allah ...." (QS. Al-Fat-h: 29)

"... Dan memberi khabar gembira dengan (datangnya) seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad (Muhammad) .... " (QS. Ash-Shaff: 6)

Tambahan penting yang diriwayatkan bersama hadits-hadits shahih yang jelas. Dengan adanya tambahan itu, menjadi luruslah makna sebenarnya. Manusia (sepeninggal Nabi 🕮) berkumpul di atas atsar beliau dan berpegang teguh dengan *nubuwwat* (kenabian). Tambahan ini pun mengisyaratkan hadits syafaat agung, yaitu bahwasanya manusia akan berkumpul (di Padang Mahysar), sementara Allah 🏿 tidak akan mengadili di antara mereka hingga Rasulullah 🛎 memberikan syafaat. Pada saat itu, Allah 👺 hanya menerima syafaat beliau dan tidak menerima syafaat dari yang lainnya.

Yakni, yang datang setelah para Nabi, lalu tidak ada Nabi lagi setelahnya. Al-'Aqib adalah yang terakhir, yang menempati posisi penutup.

Saya berkata: "Nama-nama yang tiga ini, yaitu al-Mahi, al-Hasyir, dan al-'Aqib, disebutkan di dalam hadits Jubair bin Muth'im 👛 yang diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 3532) dan Muslim (no. 2354)."

Nama al-Hasyir telah shahih juga berdasarkan riwayat Muslim (no. 2355) dari hadits Abu Musa al-Asy'ari 😅 dan berdasarkan riwayat at-Tirmidzi dalam kitab asy-Syamaa-il (no. 360) serta selainnya—sebagaimana yang akan disebutkan—dari hadits Hudzaifah 😅 .

Maknanya tidak jauh dari makna al-'Aqib, yaitu penutup Rasul-Rasul sebelumnya. Beliau adalah penutup para Rasul dan yang terakhir dari mereka.

12 Yang diutus Allah 🕦 sebagai rahmat bagi seluruh alam, sebagaimana di dalam firman-Nya:



"Dan tiadalah Kami mengutus kamu melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam." (QS. Al-Anbiyaa': 107)

13 Yang dengan perantara beliau 🎉 Allah membukakan pintu taubat bagi hamba-Nya. Saya berkata: "Ketiga nama ini disebutkan di dalam hadits Abu Musa al-Asy'ari 👺 yang diriwayatkan oleh Muslim (no. 2355) dan hadits Hudzaifah bin al-Yaman 👛 , seperti yang akan dijelaskan takhrij-nya nanti."

14 Yaitu, yang diutus untuk memerangi musuh-musuh Allah. Nama ini disebutkan di dalam hadits Hudzaifah bin al-Yaman 🛎 yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dalam kitab asy-Syamaa-il (no. 360) dari jalur al-Baghawi dalam kitab Syarhus Sunnah (XIII/212-213/3631) dan kitab al-Anwaar fii Syamaa-ilin Nabiyyil Mukhtaar (I/140/151), Ahmad (V/405), dan Ibnul A'rabi dalam al-Mu'jam (II/337-338/302, terbitan Maktabah al-Kautsar atau (I/177/303), terbitan Daar Ibnul Jauzi). Diriwayatkan pula dari jalur keduanya oleh Ibnu 'Asakir dalam Taariikh Dimasq (III/19), al-Bazzar dalam Musnad-nya (III/120/2378 - Kasyafa), dan yang lainnya dari jalur 'Ashim bin Abun Nujud, dari Abu Wa-il, dari Hudzaifah.

Sanad hadits ini hasan, berdasarkan keterangan yang diketahui tentang 'Ashim.

Pada catatan kaki naskah "" tertulis: Catatan kaki dari tulisan tangan penulis: "Nama-nama ini diriwayatkan dari kitab ash-Shahiih. Al-Hafizh Abu Bakar al-Baihaqi alis telah menelitinya dengan berusaha mengumpulkan hadits-hadits yang berkaitan dengan hal ini. Oleh karena itu, al-Hafizh al-Jalil Abul Qasim bin 'Asakir mengikuti jejak beliau dan telah membuat satu bab khusus pada awal kitab Taariikh Dimasq dengan pembahasan yang panjang lebar dan sangat baik. Asy-Syaikh Abu Zakaria an-Nawawi telah mengumpulkan hasilnya dalam Tahdziibul Asmaa' wal Lughaat, seraya berkata: "Muhammad, Ahmad, al-Hasyir, al-'Aqib, al-Muqaffi, al-Mahi, Khaatamul Anbiyaa', Nabiyyur rahmah, Nabiyyul malhamah, Nabiyyut taubah, Thaha, Yasin, dan 'Abdullah."

Al-Baihagi berkata: "Sebagian ulama menambahkannya. Mereka berkata bahwa Allah 😹 menamai beliau ﷺ di dalam al-Qur-an: Rasul, Nabi, Ummi, Syahid, Mubasysyir, Nadzir, Da'i ilallaah dengan izin-Nya, Siraj Munir, Ra-ufur Rahim, dan Mudzakkir. Allah 😹 pun menjadikan beliau sebagai rahmat, nikmat, dan petunjuk."

Abu Zakariya berkata: "Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas, bahwasanya Rasulullah 🐲 bersabda: "Namaku di dalam al-Qur-an Muhammad, di dalam Injil Ahmad, dan di dalam Taurat Ahyad. Dinamakan dengan Ahyad karena aku melindungi ummatku dari api Neraka."

Saya berkata: "Saya belum menemukan sanad hadits ini, sebagaimana Abul Qasim bin 'Asakir tidak menyebutkannya di dalam Taariikh-nya."

Al-Qadhi Abu Bakar al-'Arabi, ahli fiqih madzhab Maliki, berkata dalam Syarh Jaami'it Tirmidzi: "Sebagian ahli shufi berkata: "Allah 🐞 memiliki seribu nama. Nabi 鑑 juga memiliki seribu nama!"

Ibnul 'Arabi berkata: "Untuk nama Allah 🙉 , jumlah ini sangatlah sedikit bagi-Nya. Adapun untuk nama Nabi ﷺ, aku belum menghitungnya selain dari sisi riwayat yang gamblang, yaitu yang menyebutkan nama-nama beliau dengan jelas, dan aku mendapati jumlahnya mencapai 64 nama." Kemudian, beliau menyebutkan nama-nama tersebut secara terperinci dan jelas. Semoga Allah senantiasa merahmati kita.

- Tidak ada pada naskah "".
   Tambahan dari naskah "". Oleh karena itu, maksud al-Ghaidaq adalah *laqab* (julukan) Hajl.
- Silakan lihat kitab as-Siirah an-Nabawiyyah karya Ibnu Hisyam (I/108).
- <sup>18</sup> Hal ini dikarenakan uban putih yang tumbuh di rambut kepalanya.
- 19 Bagian yang hilang dari naskah kitab al-Fushuul. Koreksi ini diambil dari kitab-kitab sirah lainnya.
- <sup>20</sup> Tayaamana berarti berpindah ke negeri Yaman.
- <sup>21</sup> Yang dimaksud ialah orang-orang Arab keturunan.

- Beliau adalah seorang al-'Allamah di Andalusia, sekaligus imam di sana, masyhur dengan sebutan Ibnu 'Abdil Barr. Nama asli beliau adalah Yusuf bin 'Abdullah bin Muhammad bin 'Abdul Barr. Dia dilahirkan di Qurthubah (Cordova). Ilmunya sangat menonjol, sampai-sampai mencapai tingkat mujtahid. Karya-karya beliau pun sangat bermanfaat bagi bangsa dan masyarakat Arab, di antaranya at-Tamhiid, al-Istidzkaar, al-Istii'aab, Jaami' Bayaanil 'Ilmi wa Fadhlihi, ad-Durar fii Ikhtishaaril Maghaazi was Siyar, dan al-Inbaah bi Ma'rifati Qabaa-ilir Ruwaah. Ibnu 'Abdil Barr meninggal pada tahun 463 H.
- <sup>23</sup> Al-Inbaah bi Ma'rifati Qabaa-ilir Ruwaah (hlm. 66-70).

<sup>24</sup> Tambahan dari naskah "7" dan "8".

Pada catatan kaki naskah "" tertulis: Catatan kaki dari *Tahdziibul Kamaal* [(I/181-183)]: "Mush'ab az-Zubairi berkata: 'Siapa saja yang tidak dinasabkan kepada Fihr maka ia bukan orang Quraisy. 'Ali bin Kaisan berkata: 'Fihr adalah nenek moyang suku Quraisy. Siapa saja yang tidak termasuk keturunan Fihr berarti ia bukan Quraisy.' Abu 'Umar berkata: 'Ini adalah perkataan yang paling benar dari sisi penisbatan, bukan dari sisi makna. Oleh sebab itu, disebutlah Quraisy. Bukti kebenaran pendapat ini adalah tidak diketahui adanya seorang pun dari suku Quraisy sekarang yang dinisbatkan kepada bapak di atas Fihr di dalam kitab-kitab nasab. Dengan kata lain, nasabnya pasti kepada Fihr.' Berdasarkan hal ini, Mush'ab, Ibnu Kaisan, dan az-Zubair bin Bakkar (merekalah orang yang paling mengetahui hal ini dan orang yang paling *tsiqah* dinisbatkan pada ilmu ini) berkata: 'Sesungguhnya Fihr bin Malik adalah tempat pertemuan (nasab) seluruh keluarga Quraisy.'"

Dia berkata: "Mereka berselisih tentang penamaan Quraisy, sebagian berkata bahwa penamaan itu karena ia (Qushay) mengumpulkannya di Makkah. Adapun kata at-tajamma' sama artinya dengan at-tagarrusy. Buktinya adalah sya'ir Abu Khaldah al-Yasykuri:

Saudara-saudara mengumpulkan dosa-dosa atas kami, yang sekarang menimpa kami dan masa yang telah lalu.

Hudzafah bin Ghanim al-'Adawi berkata:

Bapak kalian adalah Qushay yang dijuluki sebagai pengumpul massa, dengannyalah Allah mengumpulkan semua suku dari keturunan Fihr.

Abu 'Umar berkata: "Nama asli Qusyay adalah Zaid, namun biasa dipanggil Qushay. Dia adalah utusan kaumnya kepada suku Qudha'ah. Pada waktu ia memasuki Makkah, Quraisy masih berpencar-pencar, maka ia pun mengumpulkannya di Ka'bah. Oleh karena itu, ia dinamakan pengumpul meskipun ada yang mengatakan selain itu."

Sebagian kaum Quraisy berkata: "Quraisy diambil dari nama Quraisy bin al-Harits bin Mukhallid bin an-Nadhar bin Kinanah. Dialah penunjuk jalan dan pemegang rahasia Bani an-Nadhar."

Orang Arab berkata: "Kabilah Quraisy telah datang dan Kabilah Quraisy telah pergi."

Seorang berkata: "Anaknya adalah Badr bin Quraisy. Dengan nama tersebut, suatu tempat disebut Badr, tempat terjadinya perang. Dia pula yang menggali sumur Badr."

Yang lain berkata: "An-Nadhar bin Kinanah dahulu digelari dengan al-Quraisyi." Sedangkan yang

lain lagi berkata bahwa Qushay dahulu digelari al-Quraisyi.

Abu 'Umar berkata: "Bani Hasyim adalah suku Quraisy yang terkemuka. Mereka adalah keluarga Nabi Muhammad ﷺ dan kerabat dekat beliau, serta termasuk keluarga yang diharamkan menerima sedekah. Mengenai makna hadits Rasulullah ﷺ: "Tidak halal bagi Muhammad memakan harta sedekah dan tidak juga bagi keluarga Muhammad," sebagian ulama berkata: "Mereka adalah Bani Hasyim, keluarga al-'Abbas, keluarga Abu Thalib, anak-anak Abu Lahab, anak-anak al-Harits bin 'Abdul Muththalib, keluarga 'Ali, keluarga 'Uqail, keluarga Ja'far, seluruh anak-anak 'Abdul Muththalib, dan seluruh suku Bani Hasyim."

Sebagian lain mengatakan bahwa ada juga yang berkata: "Anak-anak 'Abdul Muththalib adalah keluarga beliau, Bani Hasyim adalah paha beliau, Bani 'Abdul Manaf adalah perut beliau, dan Quraisy adalah bangunannya, serta Bani Kinanah adalah kabilahnya dan Mudhar adalah bangunannya."

kampungnya."

Rasulullah ﷺ bersabda: "Sesungguhnya Allah memilih Kinanah dari anak Isma'il, memilih Quraisy dari Kinanah, memilih Hasyim dari Quraisy, dan memilihku dari Bani Hasyim."

- Yang menyenandungkan sya'ir ini adalah Mathrud al-Khuza'i, namun ada yang berpendapat Hudzafah bin Ghanim. Silakan lihat kitab as-Siirah karya Ibnu Hasyim (I/117-126) dan Taariikhul Umam wal Muluuk karya ath-Thabari (II/254-260).
- Pada naskah "¬" dan "ę́" tertulis: "الفقهاء" (ahli fiqih).
   Tambahan dari naskah "¬" dan "ę".
- Pertanyaan ini diajukan karena ibu 'Abdul Manaf Hiba binti Halil bin Habasyiyyah berasal dari Khuza'ah, salah satu kabilah Yamaniyah. Begitu juga kabilah Kindah Yamaniyah. Al-Asy'ats bin Qais menduga bahwasanya hal tersebut menjadikan Rasulullah 🌉 dinasabkan pada mereka, namun Rasulullah 🍇 menjelaskan kepada mereka bahwasanya penasaban secara syar'i adalah kepada bapak bukan kepada ibu. Wallaahu a'lam.
- Shahih. Diriwayatkan oleh 'Abdullah bin al-Mubarak dalam Musnad-nya (96/161). Ath-Thayalisi dalam Musnad-nya (II/377-378/1145) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam Dalaailun Nubuwwah (I/173). As-Sama'ani dalam *al-Ansaab* (I/49). Ibnu Abi Syaibah dalam *Musnad-*nya (II/362/872) dan Ibnu Majah meriwayatkan darinya (II/871/2612). Ahmad (V/211, 212) dan dari ialurnya bagian kedua diriwayatkan oleh adh-Dhiya' al-Maqdisi dalam *al-Ahaadiitsul Mukhtaarah* (IV/303-304/1487). Ibnu Abi Ashim dalam al-Ahad wal Matsaani (II/165/897, IV/382/2425). Ibnu Majah (II/871/2612). Ath-Thabrani dalam *al-Mu'jamul Kabiir* (I/235/236/645) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh adh-Dhiya' al-Maqdisi dalam al-Ahaadiitsul Mukhtaarah (IV/305/1489). Ibnu Saʻad dalam *ath-Thabaqaatul Kubraa (*I/23). Al-Bukhari dalam *at-Taariikhul Kabiir* (VII/274) dan at-Taariikhul Ausaath (I/82-83/30). Sammawaih dalam Fawaa-id-nya dan dari jalurnya diriwayatkan oleh adh-Dhiya' al-Maqdisi dalam al-Ahaadiitsul Mukhtaarah (IV/304-305/1488). Al-Mizzi dalam Tahdziibul Kamaal (XX/238-239). Al-Harits bin Abu Usamah dalam Musnad-nya dan dari jalurnya diriwayatkan oleh Abu Nu'aim al-Ashbahani dalam Ma'rifatush Shahaabah (I/285-286/940), terbitan al-Wathan) serta dari jalurnya diriwayatkan oleh al-Sama'ani dalam *al-Ansaab* (I/49). Ibnu Qani' dalam *Mu'iamush Shahaabah (I/6*0). As-Sama'ani dalam *al-Ansaab (I/4*9). Diriwayatkan oleh yang lainnya dari jalur Hammad bin Salamah, dari 'Aqil bin Thalhah, dari Muslim bin Haisham, dari al-Asy'ats.

Penulis berkata dalam *al-Bidaayah wan Nihaayah* (III/222): "Sanad ini bagus dan kuat. Ini merupakan kata pemutus dalam masalah ini sehingga kita tidak perlu melihat kepada pendapat yang menyelisihinya. Wallaahu a'lam."

Saya berkomentar: "Benar apa yang dikatakannya. Beliau juga menghasankan hadits tersebut. Dikatakan bahwa para perawinya tsiqah, kecuali Muslim bin al-Haisham. Namun, jamaah meriwayatkan darinya. Ibnu Hibban mengatakan bahwasanya Muslim *tsiqah*, bahkan ia adalah salah seorang perawi Muslim dalam *Shahiib*-nya. Orang ini dinyatakan *tsiqah* pula oleh al-Bushiri. Maka dari itu, klaim al-Hafizh (Ibnu Hajar) dalam *at-Tagriib*: ('*Maqbul*.') Tidak dapat diterima. Wallaahu a'lam."

Al-Bushiri berkata dalam Mishbaahuz Zujaajah (163): "Sanad ini shahih karena perawinya tsiqah, yakni 'Aqil bin Thalhah. Dia dinyatakan *tsiqah* oleh Ibnu Ma'in dan an-Nasa-i, serta Ibnu Hibban mencantumkannya dalam ats-Tsiqaat."

Beliau berkata dalam It-haaful Khirah al-Maharah (VI/157): "Sanad ini diriwayatkan oleh perawi yang tsiqah."

Beliau berkata pula di dalam al-Mukhtasharah (VIII/334): "Diriwayatkan oleh Abu Dawud ath-Thayalisi dengan sanad shahih."

Guru kami, al-Imam al-Albani 💥, menyetujui penilaiannya dalam ash-Shahiihah (V/489). Jadi, yang benar adalah seperti yang dikatakan oleh penulis. Akan tetapi, hadits ini shahih dengan penguatnya, yaitu sebuah hadits mursal Ibnu Syihab az-Zuhri yang diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad (I/22, 22-23) dengan sanad shahih.

Adapun makna hadits: "Kami tidak akan meninggalkan nasab kepada ayah lalu menasabkan diri kepada ibu kami," silakan lihat dengan teliti kitab *an-Nihaayah fii Ghariibil Hadiits wal Atsar* (IV/95).

31 Dia adalah 'Abdul Karim bin Muhammad ar-Rafi'i al-Qazwaini, salah seorang ahli fiqih terkemuka madzhab Syafi'i, dan meninggal pada tahun 623 H. Ar-Rafi'i adalah penulis kitab Fat-hul 'Aziiz fii Syarhil Wajiiz dan at-Tadwiin fii Akhbaar Qazwain.

32 Pada naskah "ح" dan "٤" tertulis: "وَجْهَان وَهُمَا غَر يْبَان جِدّا"

33 Lihat kitab al-Inbaah bi Ma'rifati Qabaa-ilir Ruwaah (hlm. 46). Pada catatan kaki naskah "tertulis: Catatan kaki dari Tahdziibul Kamaal [(I/174-175)]: "Abu 'Umar bin 'Abdul Barr, salah seorang hafizh dari penduduk Maghrib (Maroko), mengatakan bahwa Muhammad bin 'Abdah bin Sulaiman an-Nasabah berkata: 'Seluruh ahli nasab dari al-'Adnaniyyah, al-Qahthaniyyah, dan al-A'jam sepakat bahwa Ibrahim Khalilullah (kekasih Allah) 20 adalah keturunan 'Abir bin Syalikh bin Arfakhsyadz bin Sam bin Nuh.'

Ia berkata lagi: 'Mereka bersepakat bahwasanya 'Adnan adalah keturunan Isma'il bin Ibrahim Anya saja mereka berselisih tentang jarak nasab keturunan antara 'Adnan dan Isma'il. Sebagian mereka menyebutkan ada tujuh tingkat antara keduanya. Sebagian lagi berpendapat demikian juga, tetapi mereka berselisih pada sebagian nama-nama. Sebagian yang lain mengatakan ada sembilan tingkat yang juga berselisih tentang nama-nama mereka. Sebagian yang lain menyebutkan ada lima

belas tingkat antara 'Adnan dan Isma'il.'

Kemudian, ia berkata: 'Mereka yang mengatakan ada empat puluh tingkat antara 'Adnan dan Isma'il mengambilnya dari kitab yang ditulis oleh Rakhya, dan Yurakh, juru tulis Armiya (Mereka berdua telah membawa Ma'ad bin 'Adnan dari Jazirah Arab pada masa Bukhtanashshar, lalu Rakhya menetapkan dalam kitab-kitabnya tentang nasab 'Adnan. Hal ini sudah diketahui oleh Ahlul Kitab dan ulama-ulama mereka, bahkan tertulis dalam kitab-kitab mereka.'

Ia pun berkata: 'Kami telah menemukan sebagian ulama yang menghafal empat puluh nama ayahayah yang berbangsa Arab dari Ma'ad kepada Ismail. Mereka mengambilnya dari sya'ir, di antaranya adalah sya'ir 'Umayyah bin Abush Shalt dan yang lainnya dari kalangan ulama yang ahli dalam sya'ir tentang perkara Jahiliyyah dan meneliti kitab-kitab. Semua ulama yang berpendapat di atas mengatakan 'Adnan bin Udad, kecuali satu kelompok yang mengatakan 'Adnan bin Udad bin Udad.'"

<sup>34</sup> Pada naskah "۶" tertulis: "فهذا".

Jinilah yang dijelaskan oleh para ahli nasab, seperti Ibnu 'Abdil Barr dalam al-Istii 'aab fii Ma'rifatil Ash-haab (I/25), Ibnu Sayyidinnas dalam 'Uyuunul Atsar fii Funuunil Maghaazi wasy Syamaa-il wal Atsar (I/22). Oleh karena itu, al-Bukhari membatasi penyebutan nasab Nabi kepada 'Adnan dalam Shahiib-nya (VII/162/28 – Kitab "Manaaqibul Anshaar", Bab "Mab'atsun Nabi : ").

Di antara para imam yang telah men-tahqiq masalah ini secara teliti adalah penulis (Ibnu Katsir this) dalam al-Bidaayah wan Nihaayah (I/363-370) dan Tafsiirul Qur-aan al-Azhiim (VII/35-48), Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dalam Minhaajus Sunnah an-Nahawiyyah (V/353-355), dan al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam Zaadul Ma'aad fii Hadyi Khairil Ibaad (I/71-75).

Syaikhul Islam ﷺ berkata: "Kami telah mengulas masalah ini dalam satu karya tersendiri." Ibnu 'Abdul Hadi ﷺ telah menyebutkan dalam *al-'Uquudud Durriyah* (hlm. 54) sesungguhnya Syaikhul Islam memiliki bukti bahwa anak Ibrahim yang disembelih adalah Isma'il, dengan berlandaskan dalil yang banyak. Ibnul Qayyim menyebutkan dalil-dalil tersebut dalam *Asma' Muallafaat Ibni Taimiyyah* (hlm. 22).

Pada catatan kaki naskah "w" tertulis: Catatan kaki dari tulisan tangan penulis: "Inilah pendapat yang dipegang oleh Ahlul Kitab dan ulama mereka serta sejumlah ulama ahli nasab dari bangsa Arab."

<sup>38</sup> Dalam kitab *as-Siirah an-Nabawiyyah* karya Ibnu Katsir (I/74) disebutkan: "Paling sedikit terdapat

empat tingkatan ayah."

Pada catatan kaki naskah """ tertulis: Catatan kaki dari Tahdziibul Kamaal [(I/175-176)]: "Abu 'Umar berkata berdasarkan riwayat Ibnu Lahi'ah dari Abul Aswad, bahwasanya ia mendengar 'Urwah bin az-Zubair berkata: 'Kami tidak menemukan seorang pun yang tahu akan nasab di atas Ma'add bin 'Adnan dan nasab di atas Qahthan, kecuali ia hanya menduga-duga belaka.'"
Abu 'Umar juga mengatakan bahwa Abul Aswad, anak yatim 'Urwah, berkata: "Aku mendengar Abu Bakar bin Sulaiman bin Abu Hatsmah—seorang Quraisy yang paling paham tentang sya'ir-sya'ir dan nasab-nasab—berkata: 'Kami tidak mengetahui seorang pun yang mengetahui nasab di atas Ma'add bin 'Adnan, baik dalam sya'irnya para penya'ir maupun ilmunya seorang yang alim.'"
Abu 'Umar berkata lagi: "Ketika sejumlah Salaf, di antara mereka 'Abdullah bin Mas'ud, 'Amr bin Maimun al-Audi, dan Muhammad bin Ka'ab al-Qurazhi membaca firman-Nya:

"... Dan orang-orang sesudah mereka. Tidak ada yang mengetahui mereka selain Allah ...." (QS. Ibrahim: 9)

Mereka (para ulama itu) pun berkata: "Para ahli nasab telah berbohong."

Dia berkata: "Makna ayat ini bukanlah seperti pendapat mereka, wallaahu a'lam. Menurut kami, maknanya ialah pendustaan terhadap orang yang mengklaim (menyatakan) dapat menghitung jumlah anak Adam. Tidak ada yang dapat menghitung jumlah anak Adam, kecuali yang telah menciptakan mereka. Oleh karena itu, Allah jualah yang dapat menghitung jumlah manusia, tiada sekutu bagi-Nya. Adapun nasab orang Arab, sesungguhnya ulama telah mengetahui sejarah dan nasab mereka, menghafal garis-garis keturunan mereka, dan mengenal kabilah-kabilah induk mereka, meskipun berbeda pendapat terhadap sebagian perinciannya."

40 Karena adanya perselisihan tajam yang terdapat di dalamnya. Intinya, riwayat itu tidak diambil dari sumber-sumber yang tepercaya dan yang dihafal, melainkan ia diambil dari Ahlul Kitab. Demikian juga perselisihan tentang masalah penetapan terjemahan nama dari bahasa Ibrani ke bahasa Arab,

khususnya nama-nama antara Ibrahim Khalilullah 🐲 dan bapak kita, Adam 🐲.

41 Al-Inbaah (hlm. 49-50).

- 42 Pada catatan kaki naskah "", " tertulis: Catatan kaki dari tulisan tangan penulis: Abu 'Umar berkata: "Setiap golongan berpendapat bahwa 'Adnan bin Udad, kecuali satu golongan yang berkata 'Adnan bin Ud bin Udad."
- 43 Penulis 💥 berkata dalam al-Bidaayah wan Nibaayah (I/324): "Ibrahim bin Tarikh (250) bin Nahur (148) bin Syarugh (230) bin Raghu (239) bin Faligh (439) bin 'Abir (464) bin Syalikh (443) bin Arfakhsyad (438) bin Sam (600) bin Nuh 200. Inilah yang ditulis Ahlul Kitab dengan aksara Hindi di dalam kitab-kitab mereka, sesuai dengan keterangan umur masing-masing yang terletak setelah nama-nama tersebut, seperti halnya mereka menyebutkan waktunya."

Diriwayatkan oleh al-Hakim dan at-Tirmidzi dengan sanad dha if jiddan dari hadits Abu Dzarr 🛎 secara marfu': "Rasul yang pertama adalah Adam, sedangkan yang terakhir adalah Muhammad. Nabi pertama Bani Isra-il adalah Musa, sedangkan yang terakhir adalah 'Isa. Adapun orang yang

pertama menulis dengan pena adalah Idris."

<sup>45</sup> As-Siirah an-Nabawiyyah (I/33-35).

46 Lihat kitab al-Inbaah (hlm. 50).

47 Dia adalah al-Imam, al-Hafizh, Abul Hajjaj Yusuf bin az-Zaki 'Abdurrahman al-Halabi al-Mizzi, salah seorang sahabat dekat Syaikhul Islam. Beliau adalah seorang imam panutan, tinggi ilmunya, banyak hafalannya, dan menguasai berbagai disiplin ilmu di bidang riwayat dan dirayat (ilmu hadits). Karyanya yang paling terkenal adalah Tahdziibul Kamaal fii Asmaa-ir Rijaal dan Tuhfatul Asyraaf bi Ma'rifatil Athraaf. Al-Mizzi meninggal pada tahun 742 H.

Tahdziibul Kamaal (I/177).

Penulis telah menyebutkannya dalam as-Siirah an-Nabawiyyah (II/77-81) bahwa penya'irnya terkenal dengan nama Ibnu Syirsyir. Dia meninggal di Mesir pada tahun 293 H.

<sup>50</sup> Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 4818).

"... إِنَّ الله اصْطَفَى " Shahiih Muslim (no. 2276) dengan lafazh: "..."

52 "Sifrut Tatsniyyah" (lmbr. 18).

53 Shahiih lighairihi. Abu Ya'la dalam Musnad-nya (XIII/480-481/7493) dan Ibnu Hibban meriwayatkan darinya di dalam Shahiih-nya (XIV/398/6478). Adh-Dhiya' al-Maqdisi delam al-Ahaadiitsul Mukhtaarah (IX/455/428). Ibnu Abi 'Ashim dalam as-Sunnah (II/369-370/793 - tahqiq guru kami atau I/533/812, terbitan al-Jawabirah). Ath-Thabrani dalam al-Mu'jamul Kabiir (166/399 - potongan dari jilid ke-13) dan diriwayatkan oleh adh-Dhiya' al-Maqdisi dari jalur beliau dalam al-Ahaadiitsul Mukhtaarah (IX/454-455/427). Al-Lalika-i dalam Syarh Ushuul I'tiqaad Ahlis Sunnah wal Jamaa'ah (IV/789/1456) dari jalur 'Amr bin 'Utsman al-Kalbi; telah menceritakan kepada kami Musa bin À'yan, dari Ma'mar bin Rasyid, dari Muhammad bin 'Abdullah bin Abu Ya'qub, dari Basyar bin Syaghghaf, dari 'Abdullah bin Salam.

Al-Haitsami berkata dalam Majma'uz Zawaa-id (VIII/254): "Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan ath-Thabrani. Pada jalurnya terdapat 'Amr bin 'Utsman al-Kallabi. Ibnu Hibban mengatakan tsiqah

atas kelemahannya, sedangkan perawi yang lainnya tsiqah."

Guru kami A melemahkan riwayat ini.

Hadits ini memiliki syahid (penguat) dari hadits 'Abdullah Ibnu 'Abbas 🐗, yakni yang diriwayatkan oleh Ahmad (I/281, 295), ath-Thayalisi dalam Musnad-nya (IV/430-433/2834), Abu Ya'la dalam Musnad-nya (IV/214-216/2328), al-Baihaqi dalam Syu'abul Iimaan (II/180-181/1488) dan Dalaa-ilun Nubuwwah (V/481-483) dari jalur Hammad bin Salamah, dari 'Ali bin Zaid bin Jad'an, dari Abu Nadhrah, dari Ibnu 'Abbas.

Al-Hatsami berkata dalam *Majma'uz Zawaa-id* (X/372): "Di dalamnya terdapat 'Ali bin Zaid, perawi yang telah dinyatakan *tsiqah* meskipun memiliki kelemahan."

Ŝaya berkomentar: "Hadits ini dĥa'if karena ia ('Ali bin Zaid ) buruk hafalannya."

Riwayat penguat kedua berasal dari Abu Sa'id al-Khudri secara marfu', yakni yang semisalnya, sebagaimana diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (V/308-309/3148), Ibnu Majah (II/1440/4308), Ahmad (III/2), al-Lalika-i dalam Syarh Ushuul I'tiqaad Ahlis Sunnah wal Jamaa'ah (IV/788-789/1455), dan yang lainnya dengan sanad dha'if, dikarenakan dha'ifnya 'Ali bin Zaid bin Jad'an.

Riwayat penguat ketiga berasal dari hadits Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Ahmad (XIX/451/12469, terbitan al-Muassasah) dengan sanad hasan.

Kesimpulannya, hadits ini shahih dengan penggabungan seluruh sanad-sanadnya.

- <sup>54</sup> Pada naskah "¿" tertulis: "Telah shahih dari beliau perkataan: 'Aku akan menempati maqam (kedudukan) yang diidam-idamkan oleh ummat manusia sejak dari Adam.'" Pernyataan ini tidak benar.
- 55 Diriwayatkan oleh Muslim (no. 820) dari hadits Ubay bin Ka'ab 😅 .
- 56 Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 4476, 4712) dan Muslim (no. 193, 194) dari hadits Anas bin Malik dan Abu Hurairah ...
- 57 Ketahuilah, bahwa riwayat tentang keselamatan kedua orang tua Rasulullah ﷺ, dan Allah menghidupkan keduanya, lalu beriman kepada beliau adalah hadits palsu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena jelas-jelas menyelisihi nash al-Qur-an dan as-Sunnah.
- Pada catatan kaki naskah "" tertulis: Catatan kaki dari tulisan tangan penulis: "Telah diriwayatkan di dalam hadits bahwasanya beliau dilahirkan dalam keadaan gembira dan berkhitan. Sebagian huffadz (ahli hadits) berpendapat bahwa derajat hadits ini mutawatir, tetapi pendapat ini perlu dikoreksi kembali, karena hadits ini tidak diriwayatkan dari jalur yang shahih, juga tidak terdapat di dalam Kutubus Sittah, dan saya tidak mengetahui sanad-sanad hadits ini dari jalur selainnya. Wallaahu a'lam."
  - Saya berkata: "Hadits-hadits yang menerangkan bahwa Rasulullah ﷺ lahir dalam keadaan gembira dan berkhitan telah saya takhrij dan saya komentari secara terperinci dalam tahqiq kitab Tuhfatul Mauduud karya al-Imam Ibnul Qayyim 💥 (hlm. 334 dan setelahnya)."
- 59 Penulis 故意 berkata dalam *al-Bidaayah wan Nihaayah* (III/374): "Ini termasuk perkara yang tidak diperselisihkan, yakni bahwasanya Nabi 鑑 lahir pada hari Senin."
  - Pada catatan kaki naskah """ tertulis: Catatan kaki dari tulisan tangan penulis: Al-Hakim Abu Ahmad al-Hafizh berkata: "Rasulullah | lahir pada hari Senin, diangkat menjadi Nabi pada hari Senin, hijrah dari Makkah pada hari Senin, masuk ke Madinah hari Senin, dan wafat pada hari Senin."

Saya berkomentar: "Sepertinya penulis ingin menyebutkan hadits shahih dari 'Abdullah Ibnu 'Abbas , dia berkata: "Rasulullah ﷺ lahir pada hari Senin, diangkat menjadi Nabi pada hari Senin, keluar berhijrah dari Makkah ke Madinah pada hari Senin, tiba di Madinah pada hari Senin, wafat pada hari Senin, dan mengangkat Hajar Aswad pada hari Senin."

Hadits itu diriwayatkan oleh Ahmad (I/277), Ibnu Sa'ad dalam ath-Thabaqaatul Kubraa (I//81), ath-Thabrani dalam al-Mu'jamul Kabiir (XII/183/12984), al-Baihaqi dalam Dalaa-ilun Nubuwwah (I/73 dan VII/233, 234), Ibnu 'Abdil Barr dalam al-Istii'aab (I/19 – catatan kaki al-Ishaabah), serta Ibnu 'Asakir dalam Taariikh Dimasq (III/39-40) dari jalur Ibnu Lahi'ah, dari Khalid bin Abu 'Imran, dari Hanasy ash-Shana'ani, dari Ibnu 'Abbas.

Al-Haitsami berkata dalam Majma'uz Zawaa-id (I/196): "Di dalam sanadnya terdapat Ibnu Lahi'ah, perawi yang dha'if! Adapun perawi yang lainnya tsiqah dan termasuk para perawi kitab Shahiih."

Saya berkomentar: "Ibnu Lahi'ah tidaklah dha'if secara mutlak, tetapi terdapat perincian. Hadits darinya shahih dan dapat diterima sebelum kitab-kitabnya terbakar dan sebelum hafalannya terganggu; tetapi setelah kejadian itu, haditsnya dha'if dan tertolak."

Hadits ini termasuk haditsnya yang shahih, *insya Allah*. Telah meriwayatkan darinya Qutaibah bin Sa'id, 'Amr bin Khalid al-Harani, Sa'id bin Katsir bin 'Ufair, dan Muhammad bin Mu'awiyah an-Naisaburi. Mereka adalah orang-orang yang meriwayatkan dari beliau sebelum terbakar kitabnya. Keterangan ini dijelaskan oleh Ibnu Sayyidinnas di dalam *an-Nafhusy Syadzi* (II/802-804).

Saya berkata: "Muslim meriwayatkan dalam Shahiih-nya (1162/197) dari hadits Abu Qatadah 😅, bahwasanya Nabi 🌉 menjawab ketika ditanya tentang puasa pada hari Senin: "Itulah hari ketika aku dilahirkan, hari ketika dilahirkan dilahi

Demikian pula al-Bukhari, ia meriwayatkan dalam *Shahiih*-nya (no. 1387) dari 'Aisyah 💩 , bahwasanya Abu Bakar ash-Shiddiq 🕳 bertanya kepadanya: "Pada hari apa Rasulullah ﷺ wafat?" Ia menjawab: "Hari Senin."

Al-Bukhari (no. 680) dan Muslim (no. 419) pun meriwayatkan dari hadits Anas 👛 : "Nabi 🖔 wafat pada hari Senin."

Al-Bukhari meriwayatkan dalam Shahiih-nya (no. 3906), yakni riwayat mursal dari 'Urwah bin az-Zubair: "Kaum Muslimin di Madinah mendengar keluarnya Rasulullah dari Makkah. Mereka pun bergegas menyambut Rasulullah ﷺ di daerah al-Hirrah. Beliau ﷺ lalu berbelok ke kanan menuju ke arah orang-orang hingga akhirnya bertemu dengan mereka di kampung Bani 'Amr bin 'Auf, sementara hari itu adalah hari Senin bulan Rabi'ul Awwal."

- Apa yang disebutkan penulis Assis tentang riwayat tanggal kelahiran Nabi seluruhnya berstatus mu'allaq (hadits yang tidak disebutkan satu, dua atau tiga orang perawi di awal sanadnya, atau bahkan seluruh perawi pada sanadnya tidak disebutkan). Maka dari itu, tidak boleh merujuk kepadanya, kecuali riwayat dari orang yang berkata: "Sesungguhnya hari itu adalah tanggal delapan Rabi'ul Awwal, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari seorang Tabi'in bernama Muhammad bin Jubair bin Muth'am dengan sanad shahih. Oleh karena itu, para ahli tarikh menshahihkan riwayat ini dan menjadikannya sandaran, seperti Ibnu Faris dalam Aujaazus Siyar (hlm. 7) dan al-Muhib ath-Thabari dalam Khulaashah Siyar Sayyidil Basyar (I/211).
- Ibnu 'Abdil Barr meriwayatkannya dalam al-Istii 'aab (I/18-19) dari Muhammad bin Musa al-Khawarizmi. Dinukil pula oleh penulis dalam al-Bidaayah wan Nihaayah (II/242) dari al-Khawarizmi, bahwasanya ia memutuskan hal itu. Sementara itu, al-Hafizh Abul Khaththab bin Dihyah menguatkan riwayat tersebut dalam kitabnya, at-Tanwiir fii Maulidil Basyir.

61 Ini adalah pendapat jumhur, sebagaimana yang tertulis di dalam al-Bidaayah wan Nihaayah (II/242). Pendapat ini diringkas oleh Ibnu Ishaq dalam as-Siirah (I/159), Ibnu Jarir dalam Taariikh-nya (II/162), dan al-Baihaqi dalam Dalaa-il-nya (I/174).

- <sup>62</sup> Beliau adalah al-'Allamah, al-Hafizh, ahli nasab, qadhi (hakim) kota Makkah, dan ulama mereka. Namanya az-Zubair bin Bakar bin 'Abdullah bin Mush'ab bin Tsabit az-Zubairi. Dia dilahirkan pada tahun 172 H, menulis kitab yang besar dan bagus berjudul Ansaab Quraisy wa Akhbaaruhaa, serta meninggal di Makkah pada tahun 256 H.
- 63 Penulis the berkata dalam al-Bidaayah wan Nihaayah (III/376): "Pendapat yang sangat aneh. Seolah-olah dia (az-Zubair) menyamakan antara waktu diturunkannya wahyu kepada Nabi sepada bulan Ramadhan, yang memang tidak ada khilaf, yaitu ketika beliau berumur empat puluh tahun, dengan waktu kelahiran beliau. Pendapat ini perlu diteliti kembali. Wallaahu a'lam."
- <sup>64</sup> Dia adalah Abdurrahman bin Abdullah as-Suhaili. Namanya dinisbatkan kepada Suhail, kampung kecil di dekat Maliqah di Andalusia. As-Suhaili termasuk salah satu ulama sirah, pengarang kitab ar-Raudhul Anf, dan meninggal di Marakisy pada tahun 581 H.
- 65 As-Suhaili dalam ar-Raudh (I/282) dan Ibnu 'Abdil Barr dalam al-Istii aab (I/30).
- Diriwayatkan oleh Yahya bin Ma'in dalam salah satu bagian haditsnya, yaitu yang diriwayatkan oleh Ahmad bin 'Abdul Jabbar bin al-Hasan ash-Shufi. Ibnu Sa'ad meriwayatkan darinya dalam ath-Thabaqaatul Kubraa (I/81), ath-Thahawi dalam Musykilul Aatsaar (XV/216/5967), Ibnu Hibban dalam ats-Tsiqaat (I/14), ath-Thabrani dalam al-Mu'jamul Kabiir (XII/37/12432), al-Baihaqi dalam Dalaa-ilun Nubuwwah (I/75-76), Ibnu 'Asakir dalam Taariikh Dimasq (III/41, 42), adz-Dzahabi dalam Taariikhul Islaam (I/22 as-Siirah an-Nabawiyyah), al-Bazzar dalam Musnad-nya (I/121/226 Kasyful Astaar), dan al-Hakim (II/603). Diriwayatkan pula oleh al-Baihaqi dalam Dalaa-ilun Nubuwwah (I/75), juga Ibnu 'Asakir dalam Taariikh Dimasq (III/41-42) dari jalur Hajjaj bin Muhammad; telah mengabarkan kepada kami Yunus bin Abu Ishaq, dari ayahnya, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu 'Abbas.

Adz-Dzahabi berkata: "Hadits ini shahih." Demikian pula pada (I/25): "Sanadnya shahih."

Al-Hakim berkata: "Shahih sesuai dengan syarat al-Bukhari dan Muslim, namun keduanya tidak meriwayatkannya." Penilaiannya ini telah disetujui oleh adz-Dzahabi.

Guru kami, al-Imam al-Albani & berkata dalam ash-Shahiihah (VII/433): "Statusnya seperti

yang mereka katakan, hanya saja Abu Ishaq, yaitu as-Sabiʻi, adalah seorang *mudallis* (memanipulasi hadits) yang rusak hafalannya, sedangkan anaknya, Yunus, meriwayatkan hadits darinya dalam keadaan demikian."

Saya berkomentar: "Benar yang beliau the katakan, yakni sanadnya dha'if. Akan tetapi, hadits ini memiliki penguat dari hadits Qais bin Makhramah . Hadits yang semakna dengannya itu dikeluarkan oleh Abu Ishaq dalam as-Siirah (I/179 – Ibnu Hisyam) dan diriwayatkan dari jalur beliau oleh at-Tirmidzi (V/589/3619), Ahmad (IV/215), al-Bukhari dalam at-Taariikhul Kabiir (VII/145), Ya'kub bin Sufyan dalam al-Ma'rifah wat Taariikh (I/296), Ibnu Abi 'Ashim dalam al-Aahaad wal Matsaani (I/355/478), Abul Qasim al-Baghawi dalam Mu'jamush Shahaabah (V/22, 22-23), Ibnu Qani' dalam Mu'jamush Shahaabah (II/349), ath-Thabrani dalam al-Mu'jamul Kabiir (XVIII/287-288, 872-873), ath-Thahawi dalam Musykilul Aatsaar (XV/216/5968, 217/5969), Abu Nu'aim al-Ashbahani dalam Ma'rifatush Shahaabah (IV/2305/5686, 5686 dan 2305-2306/5687) Dalaa-ilun Nubuwwah (hlm. 101), al-Hakim (II/603, III/456), al-Baihaqi dalam Dalaa-ilun Nubuwwah (I/76), Ibnu 'Asakir dalam Taariikh Dimasq (III/42-43), al-Mizzi dalam Tahdziibul Kamaal (XXIII/468) dari jalur al-Muththalib bin 'Abdullah Qais bin Makhramah, dari Ayahnya, dari kakeknya, ia berkata: "Aku dan Rasulullah la lahir pada tahun Gajah sehingga kami adalah anak-anak sebaya yang lahir pada tahun yang sama."

At-Tirmidzi berkata: "Hasan gharib."

Adz-Dzahabi berkata dalam as-Siirah an-Nabawiyyah (I/23): "Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan sanadnya hasan."

Guru kami, al-Imam al-Albani & berkata dalam ash-Shahiihah (VII/434): "Derajat hadits ini seperti yang dikatakannya—setelah Abu Ihsaq menyimaknya secara langsung—jika saja gurunya, al-Muththalib bin 'Abdullah, terkenal adil dan kuat hafalannya. Akan tetapi, penilaiannya keliru karena tidak ada yang meriwayatkan dari gurunya itu selain Abu Ishaq, bahkan tidak ada yang mengatakannya tsiqah selain Ibnu Hibban (VII/506). Berdasarkan hal ini, adz-Dzahabi menyatakannya tsiqah di dalam al-Kasyif: 'Dia itu tsiqah.' Demikian pula, al-Hafizh menyatakan dalam at-Taqriib: 'Maqbul.' (diterima haditsnya) ketika dikuatkan secara mutaba'ah. Ternyata, benar telah dikuatkan hadits ini dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu 'Abbas, sebagaimana yang telah disebutkan. Dengan demikian, derajat hadits ini menjadi hasan, insya Allah . Kesimpulan ini diperkuat dengan kesepakatan ulama terhadap derajat hadits ini."

67 Ibnu 'Asakir menukilnya dalam *Taariikh Dimasq* (III/44), adz-Dzahabi dalam *as-Siirah* (I/24), dan penulis di dalam *al-Bidaayah wan Nihaayah* (III/377). Beliau pun berkata: "Masalah ini tidak diperselisihkan di kalangan ulama kami, yaitu bahwasanya Rasulullah 幾 lahir pada tahun Gajah dan diutus menjadi Nabi empat puluh tahun kemudian dari tahun tersebut."

Terdapat dalam kitab Taariikh-nya (hlm. 53) dan Ibnu 'Asakir menukil dari beliau (III/45), adz-Dzahabi (I/25), dan Ibnu Katsir (III/380). Beliau berkata: "Telah menjadi kesepakatan bahwasanya Rasulullah dilahirkan pada tahun Gajah."

69 Di antaranya Ibnu 'Abdil Barr dalam al-Istii'aab (I/18) dan Ibnul Jauzi dalam Shifatush Shafwah (I/52). Adapun yang memperkuat hal ini ialah kesepakatan al-Hafizh Ibnu 'Asakir, adz-Dzahabi, dan penulis.

70 Banyak dalil yang menunjukkan hal ini, di antaranya:

1. Dalil al-Qur-an yang jelas:

﴿ أَلَمْ يَجِدُكَ يَتِيمًا فَنَاوَىٰ 🕚 ﴾

"Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu." (QS. Adh-Dhuhaa: 6) 2. Riwayat Imam Muslim (no. 1771) (70) dari Ibnu Syihab, ia berkata: "Ketika Aminah melahirkan Rasulullah 鑑, yaitu setelah ayahnya meninggal, ...."

3. Riwayat Abu Nu'aim dalam *Dalaa-ilun Nubuwwah* (hlm. 96) dari Dawud bin Abu Hind, dia berkata: "Ayah Nabi 鑑 meninggal dunia saat ibunya sedang mengandungnya."

4. Riwayat al-Hakim (II/605) dari Qais bin Makhramah, ia berkata: "Ayah Nabi ﷺ wafat ketika ibu beliau masih mengandung beliau."

Saya berkata: "Al-Hakim menshahihkannya karena telah memenuhi syarat Muslim, dan pendapatnya itu disepakati oleh adz-Dzahabi. Akan tetapi, mereka berdua keliru. Karena sanad hadits ini dha'if, sebab di dalamnya terdapat dua kelemahan:

a) Guru Ibnu Ishaq, al-Muththalib, adalah perawi majhul (tidak dikenal), sebagaimana yang telah dijelaskan, dan tidak termasuk perawi Muslim.

b) Shadaqah bin Sabiq, murid Ibnu Ishaq, juga majhul dan bukan perawi Muslim.

5. Inilah pendapat yang masyhur. Ibnu Ishaq telah menguatkan hal ini dalam as-Siyar wal Maghaazi (hlm. 45) dan Ibnu Sa'ad dalam ath-Thabaqaatul Kubraa (I/99-100), serta selain dari keduanya. Penulis & berkata dalam al-Bidaayah wan Nihaayah (II/263): "Maksudnya, bahwasanya ketika ibunya mengandung, ayah beliau, 'Abdullah, meninggal dunia. Menurut pendapat yang masyhur, pada saat itu beliau masih berada dalam kandungan ibunya. Pendapat inilah yang diunggulkan oleh al-Waqidi dan penulisnya, al-Hafizh Muhammad bin Sa'ad, yaitu bahwasanya Rasulullah #

telah kehilangan ayahnya ketika beliau masih berupa janin di perut ibunya."

Diriwayatkan oleh Ahmad (IV/184), ad-Darimi dalam Musnad-nya (I/250-251/14 – Fat-hul Mannaan), Ibnu Abi 'Ashim dalam al-Ahaad wal Matsaani (III/56-57/1369, 57/1370), ath-Thabrani dalam al-Mu'jamul Kabiir (XVII/131/323) dan Musnad asy-Syaamiyiin (II/197-199/1181), Ibnu Ma'in dalam Taariikh-nya (II/389-390/219 – riwayat ad-Duri), ad-Dainuri dalam al-Mujaalasah (I/458-459/146), Abu Nu'aim al-Ashbahani dalam Dalaa-ilun Nubuwwah sebagaimana dalam kitab al-Bidaayah wan Nihaayah (III/414), al-Hakim (II/616-617), al-Baihaqi dalam Dalaa-ilun Nubuwwah (II/7-8), Ibnu 'Asakir dalam Taariikh Dimasq (I/129-130, 130-131, III/263-264), Ibnul Jauzi dalam al-Muntazham (II/264-265), dan yang lainnya dari jalur Baqiyyah bin al-Walid; telah meriwayatkan kepadaku Buhair bin Sa'ad, dari Khalid bin Ma'dan, dari 'Abdurrahman bin 'Amr as-Sulami, dari 'Utbah bin 'Abdu.

Al-Haitsami berkata dalam Majma'uz Zawaa-id (VIII/222): "Diriwayatkan oleh Ahmad dan ath-Thabrani, namun dia tidak membawakan lafazhnya. Sanad Ahmad hasan."

Al-Hakim berkata: "Hadits ini shahih menurut syarat Muslim, tetapi al-Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya." Penilaiannya telah disepakati oleh adz-Dzahabi.

Guru kami, al-Ímam al-Albani (మీప), berkata dalam ash-Shahiihah (I/716): "Pendapat ini perlu diteliti kembali. Baqiyyah hanya dipakai oleh Muslim dalam riwayat mutaaba'ah (pendukung), sebagaimana yang dikatakan al-Khazraji. Sanad hadits ini hasan. Baqiyyah telah menjelaskannya dengan tahdits (menyebutkan periwayatan hadits dengan jelas) ...."

Saya berkomentar: "Benar yang beliau katakan. 'Abdurrahman bin 'Amr as-Sulami tsiqah dan telah meriwayatkan darinya pula sejumlah perawi tsiqah. Dia dinyatakan tsiqah oleh Ibnu Hibban dan al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Muwafaqatul Khabr al-Khabr*. Haditsnya pun dishahihkan oleh sejumlah ulama, bahkan dia adalah perawi hadits al-'Irbadh yang terkenal. Maka dari itu, perhatikanlah dan janganlah kalian termasuk orang yang taklid dan lalai."

Imam adz-Dzahabi berkata dalam as-Siirah (I/48-49): "Hadits ini shahih."

Baginya penguat dari hadits salah seorang Sahabat Rasulullah ﷺ yang semakna dengannya, yakni yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dalam as-Siirah (I/186 – Ibnu Hisyam) dari jalur ath-Thabari dalam Jaami'ul Bayaan (I/556) dan Taariikhul Umam wal Muluuk (II/165), al-Hakim (II/600), al-Baihaqi dalam Dalaa-ilun Nubuwwah (I/83); telah menceritakan kepadaku Tsaur bin Yazid al-Kala'i, dari Khalid bin Ma'dan, dari Sahabat Rasulullah ﷺ.

Penulis berkata dalam al-Bidaayah wan Nihaayah (III/413): "Sanad ini bagus dan kuat."

Penilaian beliau ini benar.

Beliau ﷺ juga berkata (III/412): "Hadits tersebut termasuk hadits masyhur yang beredar di kalangan ahli sirah dan ahli sejarah peperangan Rasulullah."

Adapun pembelahan dada Rasulullah & ketika beliau masih kecil, hal ini diriwayatkan oleh Muslim (no. 162, 261) dari hadits Anas & Dengan demikian, pembelahan dada beliau terjadi dua kali,

yakni saat ini (masa beliau disusukan Halimatus Sa'diyah) dan ketika peristiwa Isra'.

Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dalam as-Siirah (I/188 – Ibnu Hisyam), ia berkata; telah meriwayatkan kepadaku 'Abdullah bin Abu Bakar bin Hazm, ia berkata: "Aminah binti Wahab, ibu Rasulullah , membawa beliau menemui kerabat-kerabat mereka dari Bani 'Adi bin al-Najjar di Madinah. Setelah itu, Aminah pulang membawa Rasulullah . Ketika tiba di Abwa', Aminah pun meninggal di sana, sedangkan saat itu Nabi . Baru berumur enam tahun."

Sebuah desa yang masuk wilayah al-Far'u di Madinah. Antara tempat ini dan al-Juhfah ke arah Madinah berjarak sekitar 23 mil. Dinamakan demikian karena di sana pernah terjadi wabah. Namanya disebutkan terbalik (yakni wawu dibalik menjadi ba dan sebaliknya) sebab jika tidak

seperti itu, maka pastilah dibaca: "Al-Auba'."

Yang menguatkan bahwasanya kuburan ibu Rasulullah ﷺ berada di sana adalah riwayat yang dikeluarkan oleh Ahmad dalam Musnad-nya (V/356-357) dan al-Bazzar dalam Musnad-nya (I/66/96 –Kasyf) dari hadits Buraidah, ia berkata: "Aku pergi bersama Rasulullah ﷺ. Ketika kami tiba di Waddan, beliau berkata: 'Tunggulah di sini hingga aku kembali.' Beliau pun pergi. Pada waktu kembali, beliau dalam keadaan sakit dan berkata: "Sesungguhnya tadi aku mendatangi kuburan ibu Muhammad ...."(Al-Hadits)

Sanad hadits tersebut dha'if.

Waddan [وَدَن] adalah sebuah kota besar yang terletak di salah satu sudut wilayah al-Far'u, yaitu di antara Madinah dan Makkah. Jarak dari kota itu ke Abwa' sekitar 8 mil dan jaraknya ke Rabigh ialah 29 mil menuju Madinah. Desa ini adalah bagian dari wilayah al-Juhfah. (Mu'jamul Buldaan [V/365]).

Keterangan inilah yang ditegaskan oleh Ibnu Sa'ad dalam ath-Thabaqaat (I/116), adz-Dzahabi dalam Taariikhul Islaam (I/50), dan lihat Akhbaar Makkah karya al-Azraqi (II/272).

<sup>74</sup> Ditegaskan oleh Ibnu Ishaq dalam as-Siirah (I/168) dan adz-Dzahabi dalam Taariikhul Islaam (I/50).

75 Dikatakan oleh asy-Syami dalam as-Subul (II/163) dan al-'Asqalani dalam al-Mawaahibul Laduniyyah (I/168).

Saya berkata: "Pendapat pertama lebih shahih. Wallaahu a'lam."

Shahiih Muslim (no. 976), tetapi tanpa penyebutan nama tempat dan jumlah. Silakan lihat secara

cermat kitab Ahkaamul Janaa-iz (hlm. 188) dan Shahiihus Siirah (hlm. 23).

77 Nama aslinya Barakah binti Tsa'labah bin Hishn, berasal dari Habasyah. Wanita ini adalah pengasuh Rasulullah . Ketika Nabi menikahi Khadijah . beliau pun memerdekakannya. Kemudian, dia dinikahi oleh Zaid bin Haritsah dan dari pernikahan tersebut lahirlah seorang putera bernama 'Usamah .

78 Sebagaimana terdapat di dalam Shahiih Muslim (no. 1771) dari perkataan Ibnu Syihab az-Zuhri

secara maqthu' (ucapan/perbuatan para Tabi'in).

<sup>79</sup> Ini adalah perkataan Ibnu Ishaq dalam as-Siirah (I/189 – Ibnu Hisyam). Al-Hafizh al-Iraqi dan al-Hafizh Ibnu Hajar mengikuti pendapatnya, sebagaimana dalam Syarhul Mawaahib al-Laduniyyah (I/189), dan ath-Thabari meringkasnya dalam Taariikh-nya (II/272), al-Baihaqi dalam Dalaa-ilun Nubuwwah (I/168), dan adz-Dzahabi dalam Taariikhul Islaam (I/51).
Silakan libat kitah ath Thabagaatul Kubraa (I/118). Dalaa-ilun Nubuwwah karya Abu Nu'aim

Silakan lihat kitab ath-Thabaqaatul Kubraa (I/118), Dalaa-ilun Nubuwwah karya Abu Nu'aim (I/309), dan Shifatush Shafwah karya Ibnul Jauzi (I/65).

80 Silakan lihat kitab ath Thabaqaatul Kubraa (I/119) dan Siirah Ibni Ishaq (hlm. 51).

81 Ibu mereka berdua ('Abdullah dan 'Abu Thalib) adalah Fathimah binti 'Amr bin 'A-idz al-Makhzumiyyah. Abu Thalib adalah saudara kandung 'Abdullah, keduanya seayah dan seibu.

Sebagaimana diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 3883) dan Muslim (no. 209) dari hadits al-'Abbas bin 'Abdul Muththalib , bahwasanya ia bertanya: "Wahai Rasulullah, dapatkah engkau memberi syafaat kepada Abu Thalib dikarenakan dahulu ia melindungimu dan marah karenamu?" Nabi menjawab: "Ya, ia akan berada di tempat yang paling ringan siksanya di Neraka. Seandainya

bukan karena aku, pastilah ia berada di kerak Neraka yang paling bawah."

Disebutkan di dalam Daa-iratul Ma'aarif (V/217): "Buhaira adalah rahib Nasthuri bermadzhab Aryus. Nasthur namanya adalah Jirjis bin Iskandar, yaitu yang mengingkari ketuhanan al-Masih. Ia berkata: 'Sesungguhnya menamakannya dengan tuhan tidak boleh, tetapi harus dipanggil dengan sebutan kalimat. Demikian pula menyebut Ibunya Maryam dengan sebutan ibunda Nasut yang merupakan tampilan dari kalimat yang mulia, bukan ibunda Allah.' Buhaira adalah seorang pendeta, seorang berilmu, ahli falak, ahli perbintangan, dan ahli hitung. Karena Buhaira tetap mempertahankan ilmu sihir dan ilmu nujum serta meramal nasib dengan ilmu hisab dan astrologi, maka kepala biara tempat ia tinggal menahannya lalu mengusirnya di depan pendeta-pendeta lain. Buhaira pun pergi dengan wajah yang sangat sedih, kemudian ia masuk diam-diam ke biara Thursina. Begitu kepala biara Thursina mengetahui identitasnya, ia langsung mengeluarkan surat pengusiran. Alhasil, kepala biara pun mengusir Buhaira dari biara tersebut. Sesudah itu, Buhaira mengembara ke gurun-gurun Arab, hingga ia membuat tempat ibadah di pinggir jalan dari Mushil menuju Syam." Silakan lihat secara cermat kitab al-Ishaabah (I/183-184).

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (no. 3620), Ibnu Abi Syaibah dalam al-Mushannaf (II/479/11782), al-Bazzar dalam al-Bahruz Zakhkhaar (VIII/97-98/3096), Abu Nu'aim dalam ad-Dalaa-il (hlm. 129-131) dan Ma'rifatush Shahaabah (1259), al-Hakim (II/615-616), al-Baihaqi dalam Dalaa-ilun Nubuwwah (II/25-26), serta Ibnu 'Asakir dalam Taariikh Dimasq (III/3-6).

Hadits ini dishahihkan oleh sejumlah imam (ahli hadits) walaupun ada sebagian lafazh yang diingkari oleh mereka. Namun, hadits ini dinyatakan lemah oleh guru kami, al-Albani (ii), yang perinciannya telah diterangkan dalam kitabnya yang bagus, yakni Difaa' 'anil Hadiits an-Nabawi

(hlm. 62-72), maka dari itu silakan merujuk kitab ini.

Telah dijelaskan pula komentar terhadap hadits Buhaira secara riwayat dan dirayat di dalam karya tersendiri yang diberi judul Ajzalul Mawaahib fii Qishshatin Nabi ﷺ ma'a Buhaira ar-Raahib.

Sistem mudharabah, yaitu pemilik harta memberikan modal kepada pengelola agar ia dapat

memanfaatkannya, sementara keuntungan akan dibagi di antara keduanya.

Penyebutan tentang perniagaan Nabi 鑑 dan pernikahannya dengan Khadijah adalah shahih, seperti telah dijelaskan sebagiannya di awal pembahasan. Dalam pada itu, pemberitaan mengenai keluarnya Nabi 鑑 bersama Maisarah diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dalam as-Siirah (I/206-207 –

Ibnu Hisyam) tanpa sanad.

Diriwayatkan oleh Ishaq bin Rahawaih dalam Musnad-nya sebagaimana di dalam al-Mathaalibul 'Aaliyah (XVII/208-209/4212, terbitan al-'Ashimah atau IV/361/4208, terbitan al-Wathan), Ithaaful Khairah al-Maharah (VII/55/6365) dari jalur Abu Nu'aim al-Ashbahani dalam Dalaa-ilun Nubuwwah (hlm. 142-143), al-Bukhari dalam at-Taariikhul Kabiir (I/130), al-Bazzar dalam al-Bahruz Zakhkhaar (II/240/640), Ibnu Hibban dalam Shahiih-nya (XIV/169-170/6272 – Ihsaan), al-Fakihi dalam Akhbaar Makkah (III/21/1721), ath-Thabari dalam Taariikhul Umam wal Muluuk (I/520), Abu Nu'aim dalam ad-Dalaa-il (hlm. 142-143), al-Hakim (IV/245), al-Baihaqi dalam Dalaa-ilun Nubuwwah (II/33), dan yang lainnya dari banyak jalur dari Muhammad bin Ishaq (jalur ini dari kitab al-Maghaazi karya beliau [hlm. 58]); telah meriwayatkan kepadaku Muhammad bin 'Abdullah bin Qais bin Makhramah, dari al-Hasan bin Muhammad bin 'Ali bin Abi Thalib, dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata: "Aku mendengar Rasulullah sebersabda: 'Aku tidak pernah berniat melakukan perbuatan buruk seperti yang dilakukan oleh kaum Jahiliyyah, kecuali dua kali semasa hidupku, namun Allah se menjagaku dari keduanya .... Maka dari itu, demi Allah, aku tidak pernah lagi berniat buruk seperti kebiasaan kaum Jahiliyyah."

Al-Hafizh Ibnu Hajar dan al-Bushiri berkata: "Demikianlah yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Ishaq dalam as-Siirah. Jalur periwayatan hadits ini bagus dan kuat. Aku tidak pernah melihatnya di dalam kitab-kitab musnad, kecuali di Musnad Ishaq ini. Derajat hadits itu hasan yang bersambung

sanadnya dan para perawinya tsiqah."

Al-Hakim berkata: "Hadits ini shahih sesuai dengan syarat Muslim, hanya saja tidak diriwayatkan

oleh al-Bukhari dan Muslim." Penilaiannya telah disepakati oleh adz-Dzahabi.

Guru kami, al-Albani (hlm. 72-73): "Keduanya telah melakukan kekeliruan, yaitu berdasarkan dua hal berikut. Pertama, sesungguhnya Ibnu Ishaq hanya dipakai Muslim pada riwayat yang bertujuan untuk menguatkan (mutaaba'ah) dari hadits yang lain, sebagaimana yang disebutkan sendiri oleh adz-Dzahabi dalam al-Miizaan, dan al-Hakim tidak memakai riwayatnya sebagai penguat dari hadits yang lain, seperti yang Anda

lihat, maka dari itu hadits ini tidak sesuai dengan syarat Muslim.

Kedua, Muhammad bin 'Abdullah bin Qais tidak terkenal keadilannya. Tidak ada yang menyatakannya tsiqah, kecuali Ibnu Hibban. Pernyataan tsiqah Ibnu Hibban tidak dapat diterima jika menyendiri karena salah satu kaidahnya adalah menyatakan tsiqah orang-orang yang tidak dikenal, sebagaimana ditiru oleh para pen-tahqiq, seperti al-Hafizh Ibnu Hajar, dalam kitab al-Lisaan. Berdasarkan hal ini, ketika al-Hafizh Ibnu Qais meriwayatkannya dalam at-Taqriih, dia tidak mentsiqah-kannya, tetapi hanya berkata: 'Maqbul.' Penilaian tersebut mengindikasikan bahwa haditsnya lemah jika tidak disertai yang lain, sebagaimana yang beliau katakan pada muqaddimah kitabnya. Lagi pula, ia (Muhammad bin 'Abdullah bin Qais) bukanlah salah seorang perawi Muslim seperti yang disangka orang.

Al-Hafizh Ibnu Katsir telah mendha'ifkannya di dalam *Taariikh*-nya, *al-Bidaayah wan Nihaayah* (II/287), setelah menyebutkan hadits itu dengan sanad tersebut: "Hadits ini gharib jiddan. Gurunya Ibnu Ishaq ini dicantumkan oleh Ibnu Hibban dalam kitabnya, ats-Tsiqaat, sehingga sebagian mereka

menyangkanya termasuk perawi kitab ash-Shahiih. Guru kami berkata dalam Tahdzib-nya: 'Aku belum menemukannya. Wallaahu a'lam."

Saya berkomentar: "Dilemahkan juga oleh guru kami assi dalam Dha'iif Mawaariduzh Zham'aan (no. 254)."

88 Shahih lighairihi. Diriwayatkan oleh Ahmad (III/425) dan al-Hakim (I/458) dari hadits Mujahid, dari maulanya as-Sa-ib bin 'Abdullah 😅 .

Saya berkata: "Sanadnya hasan."

Terdapat penguat dari hadits 'Ali yang diriwayatkan oleh ath-Thayalisi (I/108/115), Ibnu Abi Syaibah dalam al-Mushannaf (X/170/9133), Ibnu Abi 'Ashim dalam al-Awaa-il (86/95), al-Azraqi dalam Akhbaar Makkah (I/61), al-Hakim (I/458-459), serta al-Baihaqi dalam Dalaa-ilun Nubuwwah (II/55, 56), as-Sunanul Kubraa (V/72), dan Syu'abul Iimaan (III/436-438/3991) dengan sanad hasan sebagai penguat. Penguat yang lain adalah hadits mursal (hadits yang diriwayatkan oleh Tabi'in langsung kepada Nabi tanpa menyebutkan Sahabat) Ibnu Syihab riwayat al-Baihagi.

Secara keseluruhan, hadits ini shahih dengan semua penguatnya.

- Beribadah beberapa malam. Silakan lihat kitab Shahiihul Bukhari (jilid III) dan Shahiih Muslim (no. 160, 254).
- Pada catatan kaki naskah "" tertulis: Catatan kaki dari tulisan tangan penulis: "Demikianlah bait-bait ini disebutkan oleh al-Imam Syihabuddin Abu Syamah di dalam sebuah kitab yang berisi kumpulan komentar tentang hadits ini."

91 Ghattahu berarti menahan napasnya, sedangkan pada riwayat al-Bukhari (no. 3) diterangkan bahwa faghaththanii bermakna memelukku dan mendekapku.

<sup>92</sup> Pada catatan kaki naskah "س" tertulis: Catatan kaki dari tulisan tangan penulis: "*Al-Bawadir* adalah daging yang terletak di antara leher dan bahu."

- Saya menambahkan: "Bagian kuduk ini akan merinding jika manusia sedang merasa takut." Al-Bukhari menyebutkannya secara mu'allaq dari perkataan az-Zuhri. Hal ini termuat dalam hadits permulaan turunnya wahyu dengan ungkapan: "Dalam satu riwayat yang sampai kepada kami ...." Oleh karena itu, kisah tentang usaha beliau ﷺ untuk terjun dari puncak gunung adalah lemah dan tidak shahih. Silakan lihat kitab Fat-hul Baari (XII/359-360), asy-Syifaa' karya al-Qadhi 'Iyadh (II/707-708), serta Difaa' 'anil Hadiits an-Nabawi (hlm. 41) dan Mukhtashar Shahiihul Bukhari (I/17, terbitan al-Ma'aarif) karya guru kami alis.
- Pada naskah "e" terdapat kesalahan tulis: "مَنْ شَوْقِهِ مَا رَأَى"

95 Tambahan dari naskah "س".

- Silakan lihat kitab ar-Raudhul Unuf (I/161).
- Pada naskah "دِ" terdapat kesalahan tulis: "بَشِّرَهُ رَسُولُ اللهِ حَقاً"
- 98 Silakan lihat kitab Shahiihul Bukhari (no. 4) dan Shahiih Muslim (no. 161).

 9º Pada naskah "و" tertulis: "وَكَانَتْ".
 100 Pada naskah "ح" dan "وَالْحُرُّ وَالْعَبْدُ" tertulis: "وَالْحُرُّ وَالْعَبْدُ" dengan penulisan wawu 'athaf dalam semua penyebutan.

<sup>101</sup> Pada naskah "ح" dan "ع" tertulis: "وكان". <sup>102</sup> Tambahan dari naskah "س".

103 Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 3) dan Muslim (160/252).

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (IV/540/2288), dan dari jalurnya diriwayatkan oleh Ibnul Atsir dalam Usudul Ghaabah (IV/671-672), serta al-Hakim (IV/393) dari jalur 'Utsman bin 'Abdurrahman al-Waqashi, dari az-Zuhri, dari 'Urwah, dari 'Aisyah.

At-Tirmidzi berkata: "Hadits ini gharib. 'Utsman bin 'Abdurrahman bukan perawi yang kuat menurut ahli hadits."

Al-Hakim menshahihkannya, namun adz-Dzahabi membantahnya dengan perkataan: "Di dalamnya terdapat 'Utsman al-Waqishi, seorang perawi yang matruk (yang haditsnya ditinggalkan)."

Saya berkomentar: "Benar yang adz-Dzahabi katakan. Ma'mar, perawi tsiqah yang meriwayatkan dari az-Zuhri, telah menyelisihi riwayatnya, yakni ia meriwayatkan haditsnya dari az-Zuhri secara mursal, seperti yang dikeluarkan oleh 'Abdurrazzaq dalam al-Mushannaf (V/324) dan Ibnu 'Asakir dalam Taariikh Dimasq (66/18)."

Adapun dari jalur lain diriwayatkan oleh Ahmad dalam Musnad-nya (VI/65) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh Ibnu 'Asakir (66/18) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh Ibnu Lahi'ah dari Abul Aswad, dari 'Urwah, dari 'Aisyah.

Sava menilai: "Sanad ini dha'if, berdasarkan komentar yang diketahui tentang Ibnu Lahi'ah."

105 Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 3) dan Muslim (160/252).

106 Tambahan dari naskah "س".
 107 Tambahan dari naskah "س".
 108 Pada naskah "ح" dan "a" tertulis: "يَضْيِرُونَهُمْ ", artinya menahan mereka.
 109 Di dalam al-Ushul, Usudul Ghaabah (V/601), dan ar-Raudhul Unuf (III/221) tertulis: "أُمُّ عُنَيْس".

<sup>110</sup> Tambahan dari naskah "س".

111 Silakan lihat kitab kami al-Istii'aab fii Bayaanil Asbaab (III/517 dan halaman setelahnya).

112 Pada naskah ",,," tertulis: "Telah dibacakan di depan penulis radhiyallahu 'anhu wa ardha 'anhu pada hari Kamis, 3 Sya'ban 732, pada tahun pertama, di Darul Hadits al-Asyrafiyyah, Damaskus—semoga Allah melindunginya."

113 Hijrah ke Habsyah terjadi dua kali. Silakan lihat kitab as-Siirah an-Nabawiyyah karya Ibnu Hisyam (I/344), as-Siirah an-Nahawiyyah karya Ibnu Katsir (III/70), Jawaami'us Siirah karya Ibnu Hazm (hlm. 55), dan ad-Durar fii Ikhtisharil Maghaazi was Siyar (hlm. 50).

114 Pada naskah ">" tertulis: "Gurun-gurun sahara yang terbentang dari Yaman hingga Qalzam."

115 Kota yang terletak di pantai Laut Merah, dekat dengan Ailah dan ath-Thur. Nama laut ini dinisbatkan kepadanya, yakni dikatakan: "Laut Qalzam," namun sekarang ia dikenal dengan nama "Laut Merah".

"وَكَانُوا قَرِيْباً مِنْ" :tertulis "ع" Pada naskah "وكانُوا قَرِيْباً مِنْ".

117 Al-Bukhari (no. 3136) dan Muslim (no. 2502).

118 Maknanya dalam bahasa Arab ialah 'Athiyyah. Adapun an-Najasyi merupakan gelar bagi raja Habasyah.

119 (OS. Maryam)

120 Diriwayatkan dengan lafazh "شيوم", dengan huruf syin, berasal dari bahasa Habsyah, yaitu bermakna aman di negeriku. Silakan lihat kitab al-Bidaayah wan Nihaayah (II/434).

121 Menurut bahasa, *habsyah* artinya gunung, sebagaimana diterangkan dalam *as-Siirah* karya Ibnu

Hisyam (I/338).

Pada naskah "س" tertulis: "حيبة".

123 Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dalam as-Siirah (I/357-362 - Ibnu Hisyam) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh Ahmad (I/201-203, V/290-292); al-Baihaqi dalam Dalaa-ilun Nubuwwah (II/301-304); serta Abu Nu'aim al-Ashbahani dalam Dalaa-ilun Nubuwwah (hlm. 199-203) dan Hilyatul Auliyaa' (I/115-116) dengan sanad hasan.

124 Tambahan dari naskah "z" dan "e".

<sup>125</sup> Tambahan dari naskah "س". <sup>126</sup> Pada naskah "ع" tertulis: "بنَّ وَانْحَازَ إِلَى الشَّعْبِ".

<sup>127</sup> Tulisan yang berada di dalam tanda kurung terhapus pada naskah "e".

128 Ini adalah bagian awal bait qasidah Abu Thalib yang terkenal, sebagaimana terdapat dalam as-Siirah an-Nabawiyyah karya Ibnu Katsir (I/490), kelengkapan bait qasidahnya adalah:

Semoga Allah memberikan balasan atas keburukan 'Abdu Syams dan Naufal terhadap kita, sebagai hukuman buruk yang disegerakan dan tidak ditunda-tunda.

129 Pada naskah "ع" tertulis: "في أَمْر".

130 Tambahan dari as-Siirah an-Nabawiyyah karya Ibnu Hisyam (III/338).

"" - ": "جَذِيْمَة" Demikianlah yang tertulis pada naskah "و", "س", dan "جَذِيْمَة".

132 Hadits-hadits yang meriwayatkan tentang pemboikotan seluruhnya mursal. Oleh sebab itu, tidak ada riwayat yang dishahihkan beliau tentang perincian hal ini. Akan tetapi, kejadiannya benar terjadi, sebagaimana yang dikatakan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar dalam Fat-hul Baari (VII/193): "Karena tidak ada riwayat yang dikeluarkan al-Bukhari tentang kisah ini, maka dicukupkan dengan hadits Abu Hurairah sebab di dalamnya terdapat dalil tentang asal kisah ini. Selain itu, juga disebabkan yang mencantumkan kisah ini adalah ahli sejarah peperangan Rasulullah, seperti penjelasan perkataannya di dalam hadits: "تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ".

Silakan lihat lebih lanjut mengenai kisah pemboikotan itu di dalam ath-Thabaqaatul Kubraa (I/208),

as-Siirah an-Nabawiyyah (I/388), 'Uyuunul Atsar (I/222), dan al-Mawaahibul Laduniyyah (I/247).

<sup>133</sup> Pada naskah "۶" terdapat kesalahan tulis: "هَاشِمْ"

134 Yaitu, berbuat lancang terhadap Nabi. Yang menunjukkan hal ini adalah riwayat yang dikeluarkan oleh al-Hakim (II/622), al-Baihaqi dalam *Dalaa-ilun Nubuwwah* (II/349-350), Ibnu 'Asakir dalam *Taariikh Dimasq* (70/251), dan yang lainnya dari hadits 'Aisyah , dari Nabi , beliau berkata: "Orang-orang Quraisy selalu segan kepadaku hingga Abu Thalib meninggal." Saya berkata: "Sanadnya *jayyid*."

Adapun makna kaa'ah adalah para pengecut.

Diriwayatkan oleh Ahmad (IV/335), Ibnu Khuzaimah dalam Shahiih-nya (III/140-141/1778), al-Bukhari dalam at-Taariikhul Kabiir (III/138-139), 'Abdullah bin Ahmad dalam Zawaa-idul Musnad (IV/335), Ibnu Abi 'Ashim dalam al-Ahaad wal Matsaani (II/470/1247, 471/1275), ath-Thabrani dalam al-Mu'jamul Kabiir (IV/197/4126, 4127, 198/4128), Abul Qasim al-Baghawi dalam Mu'jamush Shahaabah (II/239/596), Abu Nu'aim al-Ashbahani dalam Mu'jamush Shahaabah (II/947/2448, 948/2449), Ibnu Abi Syaibah dan Ibnu Syahin dalam al-Ishaabah (I/403), dan yang lainnya dari jalur 'Abdullah bin 'Abdurrahman ath-Tha-ifi, dari 'Abdurrahman bin Khalid al-'Adwani, dari ayahnya 😅: "Bahwasanya ia melihat Rasulullah 🍇 di sebuah kampung di sebelah timur Tsaqif. Beliau sedang berdiri bersandarkan busur atau tongkat ketika mendatangi mereka untuk meminta bantuan. (Al-Hadits)

Guru kami Assa berkata: "Sanadnya lemah. 'Abdurrahman bin Khalid al-'Adwani *majhul* (tidak dikenal), sebagaimana yang dikatakan al-Husaini, sedangkan ath-Tha-ifi adalah perawi yang sering kali berbuat kesalahan dan kekeliruan, sebagaimana yang dikatakan al-Hafizh Ibnu Hajar."

Saya menegaskan: "Benar yang dikatakannya. Akan tetapi, hadits ini dikuatkan oleh riwayat Musa bin 'Uqbah dalam *al-Maghaazi*, seperti halnya dalam *Fat-hul Baari* (VI/315): 'Dari Ibnu Syihab, bahwasanya ketika Abu Thalib meninggal, Rasulullah ﷺ pun pergi ke Tha-if, berharap mereka mau melindungi beliau ....'" (Al-Hadits)

Sanad hadits ini mursal shahih.

Secara keseluruhan, dengan penggabungan kedua riwayat tersebut, derajat hadits ini menjadi hasan.

Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 3231) dan Muslim (no. 1795) dari hadits 'Aisyah , bahwasanya ia bertanya kepada Nabi ﷺ: "Apakah engkau pernah mengalami hari yang lebih dahsyat daripada Perang Uhud?" Beliau menjawab: "Aku telah mengalami banyak hal bersama kaumku. Hal terdahsyat yang kualami bersama mereka terjadi pada hari 'Aqabah, yaitu ketika aku sendiri mengajak Ibnu 'Abdu Yalil bin 'Abdu Kulal, namun, dia tidak memenuhi ajakanku sehingga aku pun pergi dengan wajah sedih, bahkan aku tidak sadarkan diri hingga tiba di Qarn ats-Tsa'alib ...." (Al-Hadits)

Dikeluarkan oleh Ibnu Ishaq dalam *as-Siirah* (II/23) tanpa sanad. Al-Hafizh menyebutkan sanad hadits ini dalam *al-Ishaabah* (III/286), namun sanad tersebut dha'if sehingga tidak dapat dijadikan

hujjah (dalil).

Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 2937, 4392, 6397), Muslim (no. 2524), Ahmad (II/243, 448), dan al-Humaidi dalam al-Musnad (no. 1050) dari Abu Hurairah, ia berkata: "Suatu ketika ath-Thufail dan sahabat-sahabatnya datang menemui Rasulullah ﷺ dan berkata: 'Suku Daus telah durhaka dan enggan, maka do'a kanlah agar Allah menurunkan adzab atas mereka.' Kemudian, Rasulullah ﷺ menghadap kiblat dan mengangkat tangannya. Orang-orang berkata: 'Celakalah mereka.' Rasulullah ﷺ berdo'a: "Ya Allah, tunjukilah suku Dawus dan datangkanlah mereka. Ya Allah, tunjukilah suku Dawus dan datangkanlah mereka."

Pada naskah "" tertulis: "Di dalam catatan kaki, Ibnu Ishaq telah menukil dari 'Aisyah dan Mu'awiyah, bahwasanya mereka berdua berkata: 'Sesungguhnya peristiwa Isra' hanya dengan roh, tidak dengan jasad.' Dinukil juga pernyataan yang sama dari al-Hasan al-Bashri, namun Ibnu

Ishaq tidak memberikan komentar terhadapnya."

Telah diriwayatkan pula oleh al-Bukhari dari hadits Syarik bin Abu Namr, dari Abu Hamzah, Anas bin Malik 👼, dalam hadits yang panjang, lalu ia berkata pada akhir hadits: "Kemudian, aku terjaga dan tiba-tiba, ternyata aku sudah berada di Hijr." Para ulama mengomentari lafazh ini dan tambahan di akhir hadits yang tidak disebutkan oleh Muslim dalam Shahiih-nya. Muslim hanya meriwayatkan sanadnya dan berkata: "Yang di awal dan di akhir, bertambah dan berkurang." Ia

tidak menyebutkannya seperti yang disebutkan oleh al-Bukhari. Ia ﷺ menganggap baik hal itu. Saya berkomentar: "Riwayat yang disebutkan oleh penulis ﷺ dan dishahihkan oleh beliau adalah riwayat yang benar, bahkan mayoritas ulama salaf (generasi awal) dan khalaf (generasi sekarang) berpendapat demikian. Banyak dalil jelas dan gamblang yang menunjukkan hal itu. Dengan demikian, kisah yang dijelaskan ini adalah shahih."

Silakan lihat dengan cermat kitab Jaami'ul Bayaan (XV/13, 14), Zaadul Ma'aad (I/99, III/34, 40), asy-Syifaa (I/248), dan Fat-hul Baari (V/197).

Adapun mengenai hadits Isra' yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Syarik bin Abu Namr, masih

diperdebatkan karena ia tidak konsisten dalam meriwayatkannya.

140 Hadits Isra' dan Mi'raj *mutawatir* dan *muttafaq 'alaih* menurut ahli hadits dan ahli sirah. Demikian pula, hal itu disebutkan di dalam nash al-Qur-an yang jelas sehingga ketetapan dan penunjukannya

sudah pasti. Silakan lihat kitab Shahiihul Bukhari (no. 3887) dan Shahiih Muslim (no. 163). Terdapat juga karya guru kami, al-Imam al-Albani (no. 5887) dan Shahiih Muslim (no. 163). Terdapat juga karya guru kami, al-Imam al-Albani (no. 5887) dan Shahiih Muslim (no. 163). Terdapat juga karya guru kami, al-Imam al-Albani (no. 5887) dan Shahiih Muslim (no. 163).

- Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (V/395/3279, 3280), an-Nasa-i dalam al-Kubraa (X/276/11473), ath-Thabari dalam Jaami'ul Bayaan (XXVII/31), Ibnu Abi 'Ashim dalam as-Sunnah (I/189/434, 435, 190/437, 191/439), Ibnu Khuzaimah dalam at-Tauhiid (I/481/273, 482/274, 486/278, 487/279), Ibnu Hibban dalam Shahiih-nya (40/38 Mawaarid), ath-Thabrani dalam al-Mu'jamul Kabiir (XI/194/11619), ad-Daraquthni dalam ar-Ru'yah (349/270, 352/275, 276), al-Ajuri dalam asy-Syarii'ah (II/1048-1049/627, III/1541-1542/1032, terbitan Daar al-Wathaan), al-Baihaqi dalam al-Asmaa' wash Shifaat (II/360/933, 362/935), dan masih banyak lagi yang lainnya dari dua jalur riwayat Ibnu 'Abbas.
  - Sanad hadits tersebut shahih. Telah dishahihkan oleh guru kami, al-Imam al-Albani ఉప్పో, dalam Shahiih Mawaaridizh Zham'aan (no. 35) dan Zhilaalul Jannah. Beliau pun menghasankan salah satu jalurnya dalam Misykaatul Mashaabiih ([V/220] Hidaayatur Ruwaah)

At-Tirmidzi berkata: "Hadits ini hasan gharib."

- Diriwayatkan oleh Muslim dalam Shahiih-nya (176/285). Dia menambahkan perkataan: "Dua kali." Sementara itu, di dalam riwayat lain (176/284): "Beliau melihat-Nya dengan mata hati."
- 143 Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 4855, 7380) dan Muslim (no. 177).
- <sup>144</sup> Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 4856, 4857) dan Muslim (no. 174, 175).
- 145 Shahiih Muslim (no. 178, 291).
- 146 Riwayat Muslim (178/292).
- 147 Secara zhabir (tampak) adalah tidak ada perselisihan haqiqi (mendasar) di kalangan Sahabat dalam masalah ini, yaitu Rasulullah se melihat Rabbnya, melainkan yang ada hanyalah perselisihan lafzhi (tata bahasa). Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas se secara mutlaq (umum), sedangkan dari yang lainnya secara muqayyad (terperinci): "Dengan hati beliau." Tidak pernah diriwayatkan darinya (Ibnu 'Abbas) perkataan: "Beliau melihat dengan mata kepalanya." Maka dari itu, wajib membawakan riwayat yang mutlaq tadi kepada yang muqayyad. Jika hal itu dilakukan, niscaya tidak ada lagi perselisihan di antara kedua belah pihak. Wallaahu a'lam.

Berdasarkan hal itu, dapat diketahui bahwasanya tidak ada perselisihan di kalangan Sahabat tentang masalah Rasulullah ﷺ melihat Rabbnya pada malam Isra' dan Mi'raj. Inilah pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, 'Utsman bin Sa'id ad-Darimi, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, dan yang lainnya. Silakan lihat kitab Minhaajus Sunnah an-Nabawiyyah (II/636-637) dan Zaadul Ma'aad (hlm. 380-381, terbitan Daar Ibnu Hazm).

148 Hal ini menunjukkan bahwasanya peristiwa Isra' dan Mi'raj terjadi dengan jasad dan roh. Jika hanya dengan roh atau mimpi, untuk apa orang-orang musyrik mengingkarinya? Sebab, tidak ada

pada peristiwa yang demikian itu mukjizat yang luar biasa. Renungkanlah!

Diriwayatkan oleh Abu Dawud (IV/234-235/4734), at-Tirmidzi (V/184/2925), Ibnu Majah (I/73/210), an-Nasa-i dalam as-Sunanul Kubraa (VII/151-152/7680), 'Utsman bin Sa'id ad-Darimi dalam ar-Radd 'alal Jahmiyyah (135/284), al-Bukhari dalam Khalqu Af'aalil 'Ibaad (29/86, 67/205), Ibnu Abi Syaibah dalam al-Mushannaf (XIV/310/18431), Abu Muhammad ad-Darimi dalam Musnadnya (X/459/3619 – Fat-hul Mannaan), Ahmad (III/390), al-Khalal dalam as-Sunnah (VI/110/1951, 110-111/1952), Ibnu Baththah dalam al-Ibaanah (I/229-231/7 – ar-Radd 'alal Jahmiyyah) dan Qawamussunnah, al-Ashbahani dalam al-Hujjah fii Bayaanil Mahajjah (I/225/91, 262-263/113), Ibnu

Mandah dalam at-Tauhiid (III/169/617), Abu Nu'aim al-Ashbahani dalam Dalaa-ilun Nubuwwah (hlm. 246), al-Hakim (II/612-613), al-Baihaqi dalam Dalaa-ilun Nubuwwah (II/413-414), al-Asmaa' wash Shifaat (I/479/409), al-Ptiqaad (hlm. 102) dan Syu'abul Iimaan (I/188-189/168), al-Lalika-i dalam Syarh Ushul I'tiqad Ahlis Sunnah wal Jamaa'ah (II/338/554, 555) dan yang lainnya dari jalur Isra-il; telah menceritakan kepada kami 'Utsman bin al-Mughirah, dari Salim bin Abul Ja'ad, dari Tabir.

At-Tirmidzi berkata: "Hadits ini gharib shahih."

Guru kami, al-Imam al-Albani 🚓 , berkata dalam ash-Shahiihah (IV/592): "Hadits ini sesuai dengan syarat al-Bukhari."

"س" Tambahan dari naskah"...

- 151 Kisah keislamannya Suwaid bin Shamit tidak shahih. Silakan lihat kitab as-Siirah an-Nabawiyyah (II/39) dan al-Ishaabah (II/134).
- 152 Silakan lihat kitab as-Siirah an-Nabawiyyah (II/42).

- <sup>153</sup> Pada naskah "ح" dan "ح" tertulis: "نَفَرُا". <sup>"</sup>نَفَرُا" Pada naskah "ح" ," ," , dan "ح" tertulis: "الأَوُلُ", sedangkan yang benar adalah seperti tertulis di
- Tanpa penyebutan peperangan, sebagaimana bai'at kaum wanita. Mengenai bai'at kaum wanita setelah peristiwa Hudaibiyah, hal ini disebutkan di dalam firman Allah 🕦:

"Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan bai at (janji setia), bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah; tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka, dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan vang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (OS. Al-Mumtahanah: 12)

156 Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 18) dan Muslim (no. 1709) dari hadits 'Ubadah bin ash-Shamit 👛 .

157 Beliau mengimami mereka dalam shalat Jum'at.

158 Diriwayatkan oleh Abu Dawud (I/280-281/1069), Ibnu Majah (I/343-344/1082), Abul Qasim al-Baghawi dalam Mu'jamush Shahaabah (V/106), Ibnu Khuzaimah dalam Shahiih-nya (III/112-113/1724), al-Marwazi dalam al-Jumu'ah wa Fadhluhaa (I/29-30), ath-Thabrani dalam al-Mu'jamul Kabiir (I/305/900, XIX/84-85/176), ad-Daraguthni dalam Sunan-nya (II/5-6/6), Ibnu Hibban dalam Shahiib-nya (XV/477/7013 - Ibsaan), al-Hakim (I/281, III/187), al-Baihaqi dalam as-Sunanul Kubraa (III/176-177, 177) dan Dalaa-ilun Nubuwwah (II/441), Ibnu 'Asakir dalam Taariikh Dimasq (53/143, 143-144), dan yang lainnya dari beberapa jalur, dari Muhammad bin Ishaq di dalam kitab Siirah-nya (I/435-436, terbitan Daar al-Mughni): Muhammad bin Abu Umamah bin Sahl bin Hanif meriwayatkan kepadaku dari bapaknya, dari 'Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik, dari bapaknya.

Al-Baihaqi berkata: "Hadits ini hasan dan sanadnya shahih. Ibnu Ishaq menyebutkannya dengan pendengaran langsung, serta perawi yang meriwayatkan darinya tsiqah dan sanadnya bagus." Al-Hafizh berkata dalam Fat-hul Baari (II/355) dan at-Talkhiishul Habiir (II/56): "Sanadnya

Adapun al-Hakim, ia berkata: "Shahih sesuai dengan syarat Muslim." Penilaian ini disepakati oleh adz-Dzahabi.

Az-Zaila'i menjawabnya dalam Nashbur Raayah (II/198): "Penilaian al-Hakim bahwa sanad hadits itu sesuai dengan syarat Muslim tertolak karena ada perdebatan seputar Ibnu Ishaq. Muslim tidak memakai riwayatnya, kecuali sebagai penguat saja."

"س" Tambahan dari naskah "س".

160 Ibnu Ishaq menyebutkan kisahnya (III/24) dengan sanad shahih dari hadits Abu Hurairah. Silakan lihat kitab Fat-hul Baari (VI/25).

161 Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 2808) dan Muslim (no. 1900). Menurut lafazh Muslim: "Seorang laki-laki dari Bani an-Nabit." Berdasarkan keterangan itu, hadits ini tidak mungkin dibawakan oleh 'Amr bin Tsabit. Silakan lihat kitab Fat-hul Baari (VI/25).

162 Tidak terdapat dalam naskah "۶".

<sup>163</sup> Tambahan dari naskah "w". Maksudnya adalah wanita-wanita mereka, karena orang Arab membuat kinayah (ibarat) dengan sarung, sebagai pengganti kata wanita dan diri sendiri.

164 Pada naskah "س" tertulis: "زبير", sedangkan dalam naskah "ع" dan naskah "ح" tertulis: "زبير". Adapun yang tercantum dan tertulis di atas diambil dari kitab as-Siirah dan at-Taraajim.

165 Dikeluarkan oleh Ibnu Ishaq dalam as-Siirah (I/439-443 - Ibnu Hisyam) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh Ahmad (III/460-462); Ibnu Hibban dalam Shahiih nya (XV/471-473/7011 -Ihsaan); ath-Thabrani dalam al-Mu'jamul Kabiir (XIX/81-84/174, 175); al-Hakim (III/441); dan al-Baihagi dalam Dalaa-ilun Nubuwwah (II/444-447) dengan sanad hasan.

Al-Haitsami berkata dalam Majma'uz Zawaa-id (VI/45): "Diriwayatkan oleh Ahmad dan yang semakna dengannya oleh ath-Thabrani. Perawi Ahmad adalah perawi kitab ash-Shahiih selain Ibnu Ishaq, namun dia menjelaskannya dengan penyimakan langsung."

Guru kami, al-Albani & berkata dalam Shahiih Mawariduzh Zham'aan (no. 1900): "Hasan."

166 Tambahan dari naskah "¬".

167 Keluar bersama untuk melepas dan mengantar kepergian Ummu Salamah menuju tempat tinggal-

<sup>168</sup> Tambahan dari naskah "¬" dan "¬".

<sup>169</sup> Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dalam *as-Siirah* (I/483-Ibnu Hisyam) tanpa sanad. Penulis berkata dalam al-Bidaayah wan Nihaayah (III/180): "Gharib jiddan."

<sup>170</sup> Pintu kecil yang berbentuk seperti jendela besar, terletak di antara dua rumah, dan dipasangkan padanya pintu.

<sup>171</sup> Ia adalah seorang yang ahli dalam menunjukkan jalan-jalan pintas, yaitu jalan rahasia dan jalan tikus, yang dikenal juga dengan sebutan petunjuk jalan (guide).

172 Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 3905) dari 'Aisyah 🙇 di dalam hadits yang panjang.

173 Kisah tentang dua ekor burung merpati dan sarang laba-laba adalah munkar (tidak benar). Silakan lihat kitab al-Bidaayah wan Nihaayah (III/181) dan adh-Dha'iifah (no. 1128, 1129).

174 Apakah burung merpati dan laba-laba tidak terlihat?

175 Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 3353, 3922, 4663) dan Muslim (no. 2381) dari Abu Bakar ash-Shiddiq 👛 . (Maksudnya, bahwa Rasulullah 🌉 memberikan ketenangan kepada Abu Bakar dengan mengatakan, bahwa di antara kita berdua, yang ketiganya adalah Allah 👼, yang memberikan penjagaan dan perlindungan dari tindakan/pembunuhan orang-orang kafir. Ed

176 Dia adalah 'Abdullah bin Uraiqith, yang dinisbatkan kepada Bani ad-Dail.

177 Menyusul dan mengejar kita.

- 178 Kedua kakinya terbenam di tanah.

- <sup>179</sup> Pada naskah "s" tertulis: "رميت".

  <sup>180</sup> Pada naskah "س" tertulis: "عنكم".

  <sup>181</sup> Silakan lihat kitab *Shahiihul Bukhari* (no. 3615) dan *Shahiih Muslim* (no. 2009, 91).

<sup>182</sup> Pada naskah "س" tertulis: "بِخَيْمَتَىٰي" (dùa kemah). <sup>183</sup> Beristirahat di kemahnya dengan melakukan *qailulah* (tidur sejenak).

184 Diriwayatkan oleh al-Ajuri dalam asy-Syarii ah (no. 1020), ath-Thabrani dalam al-Kabiir (IV/3605, XXV/30), Abu Nu'aim dalam Dalaa-ilun Nubuwwah (hlm. 238), al-Hakim (III/9-11), al-Baihaqi dalam Dalaa-ilun Nubuwwah (II/491), al-Baghawi dalam Syarhus Sunnah (no. 3704), dan al-Ashbahani dalam Dalaa-ilun Nubuwwah (hlm. 53-56) dari hadits Hubaisy bin Khalid.

Baginya terdapat riwayat penguat dari hadits Qais bin an-Nu'man dan yang lainnya dari hadits Jabir. Penulis 🕍 berkata dalam *al-Bidaayah wan Nihaayah* (III/209): "Kisahnya masyhur. Diriwayatkan

dari banyak jalur yang saling menguatkan antara yang satu dengan yang lainnya."

Secara keseluruhan, kisah ini dapat dibawa kepada derajat hasan. Saya telah men-takhrij-nya secara panjang lebar di dalam tulisanku: "Mu'allimatus Siirah an-Nabawiyyah ash-Shahiihah", yang akan diberi judul ash-Shahiihul Mustashfa min Siiratin Nahiyyil -Mushthafa—semoga Allah memudahkan penyempurnaannya di atas kebaikan.

185 Bebukitan yang berbatu hitam. Madinah terletak di antara dua harrah (bukit) yang bertemu di

selatan Quba' dan daerah sekitarnya. Keduanya merupakan bukit yang berbatu hitam.

186 Rumah atau bangunan yang beratap segi empat atau tinggi seperti benteng.

187 Suku Aus dan Khazraj dinisbatkan kepada kakek mereka yang bernama: Qailah.

188 (Orang yang ditunggu) oleh kalian.

189 Silakan lihat kitab Shahiihul Bukhari (no. 3906).

أَسَّ Pada naskah "س" tertulis: "وَأَسَسَّ حِيْنَةِذِ مَسْجِدَهُ". Maksudnya adalah Masjid Quba'.

<sup>191</sup> Tambahan dari naskah "س".

192 Lembah yang terbentang dari barat daya Quba' hingga bertemu dengan Lembah Buth-han di dekat

Madinah. Sekarang di sana terdapat Masjid al-Jumu'ah.

Diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur dalam Sunan-nya (no. 2978), ath-Thabrani dalam al-Ausath (no. 3568) dan al-Kabiir (XIII/158/383), serta al-Baihaqi dalam Dalaa-ilun Nubuwwah (II/509) dari hadits 'Abdullah bin az-Zubair dengan sanad dha'if.
Baginya dua riwayat penguat dari hadits Anas yang dikeluarkan oleh al-Baihaqi dalam Dalaa-ilun Nubuwwah (II/508) dari hadits Ibnu 'Umar, yang diriwayatkan oleh Ibnu 'Adi dalam al-Kaamil (II/591). Akan tetapi, keduanya tidak membuat hati lega karena sanadnya sangat lemah sehingga hadits ini tetap dha'if. Wallaahu a'lam.

194 Tempat untuk mengeringkan kurma.

195 Silakan lihat kitab Shahiihul Bukhari (no. 3906).

196 Ibnu Ishaq menyebutkannya tanpa sanad, sebagaimana di dalam *al-Bidaayah wan Nihaayah* (IV/445,

terbitan Daar Hajar).

197 Guru kami A berkata dalam Difaa' anil Hadiits an-Nabawi was Siirah (hlm. 25-26): "Hadits ini termasuk yang tidak diketahui keshahihannya. Ibnu Hisyam meriwayatkannya dalam as-Siirah (II/147): 'Ibnu Ishaq berkata ....' Kemudian, ia menyebutkannya begitu saja tanpa sanad sehingga hadits ini mu'dhal (hadits yang sanadnya hilang dua orang atau lebih dalam satu tingkatan secara berurutan). Ibnu Katsir (III/224-225) pun menukilnya dari Ibnu Ishaq tanpa memberikan takhrijnya sedikit pun. Hal yang di luar kebiasaan beliau itu menunjukkan bahwasanya hadits ini tidak masyhur di kalangan ulama, ahli sirah, dan ahli sanad.

198 Sebagaimana tercantum di dalam Shahiihul Bukhari (no. 3329).

- 199 Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1968, 2293) dan Muslim (no. 2528).
- <sup>200</sup> Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 2292, 2294) dan Muslim (no. 2529).

<sup>201</sup> Jawaami'us Siirah (hlm. 97).

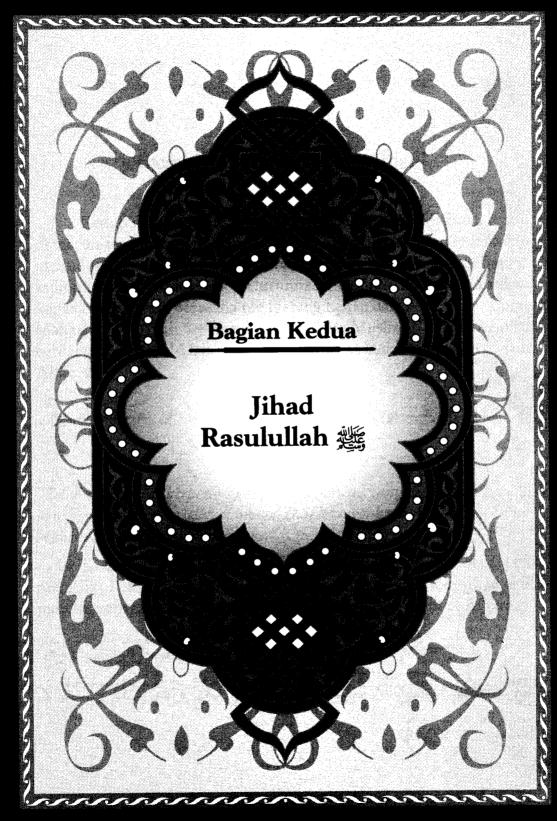

|  |  | -1 |
|--|--|----|
|  |  |    |
|  |  |    |
|  |  |    |
|  |  |    |
|  |  | ,  |
|  |  |    |
|  |  |    |
|  |  |    |
|  |  |    |
|  |  |    |
|  |  |    |
|  |  |    |
|  |  |    |

# [Pemberlakuan Kewajiban Jihad]

Kedudukan Rasulullah telah mapan di kota Madinah, yaitu di tengah-tengah kaum Anshar. Mereka berupaya keras membela dan melindungi beliau dari serangan bangsa kulit hitam maupun bangsa kulit putih. Suku-suku Arab, seluruhnya, membidikkan panah mereka kepada beliau serta berusaha menyerang beliau dari berbagai penjuru. Maka dari itu, Allah mengizinkan kaum Muslimin untuk berjihad berdasarkan surat al-Hajj, yang termasuk surat Makkiyah, yaitu firman Allah ::

"Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah benar-benar Mahakuasa menolong mereka itu." (QS. Al-Hajj: 39)

Kemudian, tatkala mereka sudah bermukim di Madinah serta memiliki kekuatan dan kesiapan, Allah mewajibkan jihad atas mereka, sebagaimana yang disebutkan Allah dalam surat al-Baqarah:

"Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui." (QS. Al-Baqarah: 216)

# [Peperangan Dan Pasukan Pertama Yang Dikirim]

Perang pertama¹ yang dikuti oleh Rasulullah ﷺ adalah Perang Abwa'.

## Perang Abwa'

Perang ini terjadi pada bulan Shafar, pada tahun 2 H. Rasulullah berangkat (bersama pasukannya) hingga sampai di daerah Waddan.<sup>2</sup> Di tempat itulah, beliau mengikat perjanjian damai dengan Bani Dhamrah bin 'Abdi Manah bin Kinanah bersama pemimpin mereka, Majdi<sup>3</sup> bin 'Amr. Setelah itu, beliau kembali ke Madinah tanpa bertempur. Nabi sempat menunjuk Sa'ad bin 'Ubadah sebagai amir (pemimpin) sementara di Madinah.<sup>4</sup>

## [Pengutusan Hamzah Bin 'Abdul Muththalib]

Kemudian, Rasulullah mengutus Hamzah, paman beliau dengan membawa 30 orang pasukan berkuda dari kalangan Muhajirin, tanpa disertai seorang pun dari kalangan Anshar, menuju Saifil Bahr untuk menemui Abu Jahal bin Hisyam bersama rombongannya yang berjumlah 300 orang. Namun, mereka dicegah (berperang) oleh Majdi bin 'Amr, pemimpin yang telah disebutkan sebelumnya, karena memang ia telah berdamai dengan kedua belah pihak.

# [Pengutusan 'Ubaidah Bin Al-Harits Bin Al-Muththalib]

Rasulullah mengutus 'Ubaidah bin al-Harits bin al-Muththalib pada bulan Rabi'ul Awwal dengan membawa enam puluh atau delapan

puluh pasukan berkuda dari kalangan Muhajirin menuju sumber air di Hijaz, di bagian paling bawah Tsaniyyah al-Marah.<sup>7</sup> Mereka bertemu dengan sejumlah besar pasukan Quraisy yang dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahl. Ada riwayat yang mengatakan bahwa kaum Quraisy saat itu dipimpin oleh Mikraz bin Hafsh. Meskipun demikian, tidak terjadi pertempuran di antara mereka. Hanya saja, Sa'ad bin Abi Waqqash sempat meluncurkan panah kepada kaum musyrikin. Itulah panah pertama yang dilepaskan di jalan Allah.<sup>8</sup> Pada saat itu pula, beberapa orang kafir berlari (berpaling) menuju barisan kaum Muslimin, di antaranya Miqdad bin 'Amr al-Kindi dan 'Utbah bin Ghazwan

Kedua pasukan kecil tersebut<sup>9</sup> adalah panji pertama yang dikibarkan oleh Rasulullah ﷺ. Akan tetapi, masih diperdebatkan manakah di antara kedua pasukan tersebut yang terlebih dahulu dikirim? Kedua pasukan ekspedisi itu dikirim pada tahun pertama hijrah. Demikianlah menurut pendapat Ibnu Jarir ath-Thabari. <sup>10</sup> Wallaahu a'lam.

## [Perang Buwath]

Selanjutnya, Rasulullah se berangkat menuju Perang Buwath. 11 Beliau sendiri yang langsung keluar (memimpin pasukan) pada bulan Rabi'ul Akhir tahun kedua hijrah itu. Beliau telah menunjuk as-Saib bin 'Utsman bin Madz'un sebagai amir sementara di Madinah. Nabi pun berjalan hingga sampai ke daerah bernama Buwath melalui jalur Radhwa, 12 kemudian beliau se kembali pulang tanpa terjadi pertempuran. 13 Peperangan yang terjadi selanjutnya adalah Perang 'Usyairah.

## Perang 'Usyairah

Kata 'Usyairah (غَشَيْرَاء) boleh dibaca dengan huruf sin, yakni 'usairah (غَسَيْرَاء), dan boleh juga dibaca 'usyaira' (غَسَيْرَاء). Rasulullah sendiri ﷺ keluar pada pertengahan Jumadil Ula hingga sampai ke daerah tersebut. Yakni, sebuah tempat yang terletak di perut Lembah Yanbu'. Beliau singgah di tempat itu hingga akhir bulan Jumadil Ula dan beberapa malam berikutnya pada bulan Jumadil Ula dan beberapa malam berikutnya pada bulan Jumadil Akhir. Beliau ﷺ melakukan [perjanjian damai dengan Bani Mudlij],¹⁴ baru kemudian pulang tanpa menemui hambatan. Beliau sempat menunjuk Abu Salamah bin 'Abdul Asad ﷺ sebagai amir sementara di kota Madinah.

Dalam Shahiih Muslim, 15 dari hadits Abu Ishaq as-Sabi'i, ia berkata: "Aku bertanya kepada Zaid bin Arqam: 'Berapa kali Rasulullah seperang?' Ia menjawab: 'Sembilan belas kali peperangan. Termasuk peperangan yang pertama adalah Perang al-'Usair atau al-'Usya'ir.'" 16

## Perang Badar<sup>17</sup> Pertama

Lebih kurang sepuluh hari kemudian, Nabi sebagai amir sementara di kota Madinah. Nabi sebagai angkat menuju Badar untuk pertama kalinya. Penyebabnya adalah Kurz bin Jabir al-Fihri menyerang seorang penggembala<sup>18</sup> di Madinah. Beliau terus mengejarnya hingga tiba di lembah bernama Safwan, yaitu sebuah daerah di Badar, namun Kurz berhasil melarikan diri. [Akhirnya, beliau pulang]. Sebelum berangkat, beliau menunjuk Zaid bin Haritsah sebagai amir sementara di kota Madinah.

# [Pengutusan Sa'ad Bin Abi Waqqash 🐉]

Beliau mengutus Sa'ad bin Abi Waqqash untuk mengejar Kurz bin Jabir<sup>20</sup> menurut riwayat yang ada, wallaahu a'lam. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa Sa'ad diutus untuk keperluan lain.<sup>21</sup>

#### PASAL 4<sup>22</sup>

# [Pengutusan 'Abdullah Bin Jahsy 😅 ]

Kemudian, Rasulullah mengutus 'Abdullah bin Jahsy bin Ri-ab al-Asadi bersama delapan orang dari kalangan Muhajirin. Beliau membekali mereka dengan sepucuk surat yang tidak boleh dilihat isinya hingga mereka telah berjalan selama dua hari. Pada kondisi demikianlah, isi surat tersebut baru boleh dilihat. Pemimpin pasukan itu juga tidak boleh memaksa seorang pun di antara anggota rombongannya. 'Abdullah bin Jahsy menjalankan perintah beliau. Ketika membuka surat tersebut, ia mendapatkan tulisan: "Kalau kamu sudah mengetahui isi suratku ini, maka lanjutkanlah perjalanan hingga tiba di Nakhlah yang berada di antara Makkah dan Tha-if. Awasilah orang-orang Quraisy dan amati gerak-gerik dan keadaan mereka demi kemaslahatan kita." 'Abdullah berkata: "Kami mendengar dan kami menaati." 'Abdullah bin Jahsy memberitahukan kepada para Sahabatnya tentang hal itu dan menegaskan bahwa ia tidak akan memaksa mereka. Siapa saja yang menginginkan mati syahid maka dipersilakan baginya untuk melanjutkan perjalanan dengannya. Sebaliknya, siapa saja yang tidak ingin mati syahid maka dipersilakan pulang. Adapun 'Abdullah sendiri, ia siap untuk berangkat. Akhirnya, mereka semua melanjutkan perjalanan.<sup>23</sup>

Di tengah perjalanan, Sa'ad bin Abi Waqqash dan 'Utbah bin Ghazwan kehilangan unta yang mereka tunggangi secara bergantian. Akibatnya, keduanya tertinggal karena berusaha menemukannya kembali. Sementara itu, 'Abdullah bin Jahsy terus berjalan hingga sampai di Nakhlah. Tiba-tiba lewatlah di hadapan mereka kafilah Quraisy yang membawa kismis, kulit, dan barang dagangan. Di antara

mereka terdapat 'Amr bin al-Hadhrami; 'Utsman dan Naufal, putera 'Abdullah bin al-Mughirah; serta al-Hakam bin Kaisan, maula Bani al-Mughirah. Kaum Muslimin pun langsung bermusyawarah. Mereka berkata: "Kita sudah berada pada hari terakhir bulan Rajab, bulan Haram (yang dimuliakan). Kalau kita memerangi mereka sekarang, berarti kita telah melanggar bulan Haram ini. Namun, kalau kita membiarkan kafilah itu lolos pada malam ini, pasti mereka akan memasuki wilayah Tanah Haram (Mekkah)."

Akhirnya, mereka bersepakat untuk menghadapi orang-orang kafir tersebut. Salah seorang di antara mereka melepaskan panah ke arah 'Amr bin al-Hadhrami hingga terbunuh. Mereka juga menawan 'Utsman dan al-Hakam, sedangkan Naufal berhasil lolos. Kaum Muslimin pun pulang membawa barang-barang tadi beserta dua orang tawanan. Mereka sudah menyisihkan seperlima dari ghanimah tersebut. Itulah harta rampasan perang pertama, juga pengambilan seperlima pertama dalam Islam, bahkan pembunuhan pertama dalam sejarah Islam dan tawanan pertama pula dalam Islam. Meskipun demikian, Rasulullah menyalahkan perbuatan para Sahabatnya itu walaupun mereka telah berijtihad dalam melakukan tindakan tersebut.

Kemarahan kaum Quraisy semakin berkobar karena peristiwa itu. Mereka juga menyalahkan perbuatan kaum Muslimin. Mereka berkata: "Muhammad telah merusak bulan Haram." Maka Allah menurunkan firman-Nya:

"Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan Haram, katakanlah: "Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar, tetapi menghalangi (manusia) dari jalan Allah, kafir kepada Allah, (menghalangi masuk) Masjidil Haram dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) di sisi Allah ...." (QS. Al-Baqarah: 217)

Allah menjelaskan bahwa apa yang telah terjadi merupakan sebuah kekeliruan karena berperang pada bulan Haram termasuk dosa besar di sisi Allah. Akan tetapi, apa yang kalian lakukan, hai orang-orang musyrik, berupa menghalangi manusia dari jalan Allah, kekufuran kalian terhadap Allah, pelanggaran kalian terhadap kehormatan Masjidil Haram, serta pengusiran terhadap Nabi Muhammad dan para Sahabatnya , padahal mereka adalah penduduk asli Masjidil Haram, sesungguhnya semua perbuatan kalian itu lebih besar lagi dosanya daripada berperang pada bulan Haram.

Kemudian, Rasulullah menerima seperlima dari harta rampasan perang tersebut, juga mengambil uang tebusan dari kedua tawanan itu.<sup>24</sup>

|  |  | : |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |

#### [Pengalihan Kiblat Dan Diwajibkannya Puasa Ramadhan]

Pada bulan Sya'ban, pada tahun yang sama, kiblat kaum Muslimin dialihkan dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Pengalihan itu terjadi tepatnya pada awal bulan keenam belas setelah kedatangan Rasulullah di Madinah. Ada riwayat yang menyebutkan ketujuh belas bulan. Keduanya tercantum dalam *Shahiihul Bukhari* dan *Shahiih Muslim*.<sup>25</sup>

Sahabat yang pertama kali shalat menghadap Ka'bah adalah Abu Sa'id bin al-Mu'alla dan sahabatnya, sebagaimana diriwayatkan oleh an-Nasa-i. Keduanya telah mendengar Rasulullah berkhutbah di hadapan kaum Muslimin seraya membacakan kepada mereka ayat tentang pengalihan kiblat. Abu Sa'id menceritakan: "Aku mengatakan kepada sahabatku: 'Mari, kita segera mengerjakan shalat dua rakaat, semoga kita menjadi yang pertama shalat menghadap Ka'bah.'" Keduanya pun pergi ke tempat sepi dan shalat menghadap Ka'bah. Kemudian, Rasulullah turun dan melakukan shalat Zhuhur bersama jamaah yang hadir ketika itu.

Puasa Ramadhan juga mulai diwajibkan, demikian pula zakat fitrah yang telah diwajibkan sehari sebelumnya.<sup>27</sup>

## [Perang Badar Kubra]

Berikut ini akan disebutkan ringkasan dari peristiwa Perang Badar kedua, yaitu sebuah perang besar yang dengannya Allah memisahkan antara kebenaran dan kebatilan, memuliakan Islam, serta menghancurkan kekafiran dan orang-orang kafir.

Peristiwa ini terjadi saat bulan Ramadhan pada tahun 2 H. Rasulullah mendengar berita bahwa kafilah dagang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan Shakhr bin Harb bertolak dari negeri Syam, dengan dikawal oleh tiga puluh atau empat puluh orang. Kafilah yang termasuk besar itu membawa harta yang melimpah milik kaum Quraisy. Rasulullah pun mengajak kaum Muslimin untuk menghadang kafilah tersebut. Beliau memerintahkan setiap kaum Muslimin yang memiliki tunggangan² untuk ikut berangkat. Namun, beliau tidak berhasil mengumpulkan jumlah yang besar. Beliau hanya keluar dengan membawa tiga ratus sekian belas personel saja, yakni pada hari kedelapan bulan Ramadhan. Beliau menunjuk Ibnu Ummi Maktum sebagai amir sementara di kota Madinah dan sekaligus menjadi imam shalat. Setelah mereka sampai di ar-Rauha²,²9 beliau memulangkan Abu Lubabah bin 'Abdul Mundzir³0 untuk menggantikan tugas Ibnu Ummi Maktum di Madinah.

Kendaraan yang kaum Muslimin miliki hanya dua ekor kuda milik Zubair dan seekor kuda milik Miqdad bin al-Aswad al-Kindi. Adapun unta yang ada hanya tujuh puluh ekor sehingga dua atau tiga orang, atau bahkan lebih, berganti-gantian mengendarai seekor unta. Rasulullah, bersama 'Ali dan Martsad bin Abi Martsad al-Ghanawi bergantian menunggangi seekor unta.<sup>31</sup>

Sementara itu, Zaid bin Haritsah, Anasah,<sup>32</sup> dan Abu Kabsyah,<sup>33</sup> yakni budak yang telah dimerdekakan Rasulullah ﷺ, juga bergantigantian mengendarai seekor unta. Abu Bakar, 'Umar, dan 'Abdurrahman bin 'Auf pun berganti-gantian menunggangi seekor unta lainnya. Demikian pula kaum Muslimin yang lainnya.

Rasulullah menyerahkan bendera perang kepada Mush'ab bin 'Umair . Panji pertama diserahkan kepada 'Ali bin Abi Thalib dan panji yang lain diserahkan kepada salah seorang laki-laki dari suku Anshar. Panji kaum Anshar saat itu dipegang oleh Sa'ad bin Mu'adz . Adapun Qais bin Sha'sha'ah diserahi tugas memimpin pasukan pejalan kaki.

Rasulullah terus berjalan hingga mendekati lembah ash-Shafra'. Ketika tiba di tempat itu beliau mengirim Basbas bin 'Amr al-Juhani, sekutu Bani Sa'idah, dan 'Adiy bin Abiz Zaghba' al-Juhani, sekutu Bani an-Najjar, sebagai utusan untuk memata-matai kafilah dagang tersebut.

Ternyata, Abu Sufyan telah mendengar berita kedatangan Rasulullah syang sedang menuju ke arahnya. Ia segera menyewa Dhamdham bin 'Amr al-Ghifari dan menyuruhnya pergi ke Makkah untuk meminta bala bantuan berupa pasukan untuk menolong kafilahnya, yakni untuk melindungi mereka dari Muhammad sedan para Sahabatnya.

Permohonan bantuan itu pun sampai kepada penduduk Makkah. Kaum kafir Quraisy segera mempersiapkan diri untuk keluar. Tidak seorang pun dari para pembesar Quraisy yang tidak ikut, kecuali Abu Lahab. Laki-laki yang berutang kepadanya menggantikan kedudukannya. Mereka juga mengumpulkan orang-orang dari berbagai suku di sekitar Makkah sehingga tidak ada satu suku Quraisy pun yang tertinggal, kecuali Bani 'Adiy. Tidak seorang pun dari kalangan Bani 'Adiy yang ikut bersama mereka.

Setelah itu, mereka semua keluar dari kampungnya seperti yang Allah 👺 sebutkan dalam firman-Nya:

# ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيكَرِهِم بَطَرًا وَرِئَآةَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ .... ۞ ﴾

"Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang keluar dari kampungnya dengan rasa angkuh dan dengan maksud riya kepada manusia serta menghalangi (orang) dari jalan Allah ...." (QS. Al-Anfaal: 47)

Kaum musyrikin berangkat dengan segala keangkuhan dan kemarahan yang besar terhadap Rasulullah dan para Sahabatnya yang ingin menyerang kafilah dagang mereka. Padahal, baru kemarin mereka kehilangan 'Amr bin al-Hadhramy beserta kafilahnya. Akhirnya, Allah mempertemukan mereka (tiba-tiba), tidak seperti yang direncanakan sebelumnya. Hal ini karena Allah menginginkan sebuah hikmah, sebagaimana firman-Nya:

"... Sekiranya kamu mengadakan persetujuan (untuk menentukan hari pertempuran), pastilah kamu tidak sependapat dalam menentukan hari pertempuran itu; akan tetapi (Allah mempertemukan kedua pasukan itu) agar Dia melakukan suatu urusan yang mesti dilaksanakan ...." (QS. Al-Anfaal: 42)

Ketika Rasulullah mendengar kedatangan pasukan Quraisy, beliau bermusyawarah dengan para Sahabatnya. Mayoritas kaum Muhajirin berbicara dan mengungkapkan pendapat dengan baik. Kemudian, beliau kembali mengajak mereka bermusyawarah untuk mendengar pendapat kaum Anshar. Sa'ad bin Mu'adz langsung berkata: "Wahai Rasulullah, sepertinya engkau menghendaki kami berpendapat. Demi Allah, wahai Rasulullah, apabila engkau membawa kami ke laut sekalipun, pastilah kami akan mengarunginya bersamamu. Ayolah, berjuanglah bersama kami, wahai Rasulullah, dengan berkat Allah." Nabi merasa senang sekali mendengar ucapan tersebut. Beliau bersabda: "Berangkatlah dan sambutlah kabar gembira. Sesungguhnya

Allah telah menjanjikan kepadaku salah satu dari dua kelompok itu (kafilah dagang Quraisy atau pasukan perang kaum musyrikin)."35

Selanjutnya, Rasulullah se berangkat dan singgah di dekat Badar. Beliau mengendarai tunggangannya bersama salah seorang Sahabat beliau, untuk mencari informasi, lalu kembali lagi. Pada sore harinya, beliau mengirim 'Ali, Sa'ad, dan az-Zubair ke sumur Badar untuk melihat situasi. Mereka kembali dengan membawa dua orang budak Quraisy. Ketika itu, Rasulullah se sedang mengerjakan shalat. Para Sahabat menginterogasi keduanya: "Kalian budak milik siapa?" "Kami pembawa air minum suku Quraisy," jawab keduanya. Para Sahabat Rasulullah at tidak percaya terhadap jawaban itu, karena menduga bahwa keduanya adalah budak milik kafilah Abu Sufvan. tidak lain karena kafilah itu dekat dengan tempat mereka berdua ditangkap, sehingga kaum Muslimin bisa segera menaklukkannya. Sebab, penyerangan itu lebih mudah daripada berperang melawan pasukan Quraisy dikarenakan jumlah mereka yang lebih banyak, lebih kuat, dan lebih siap. Para Sahabat pun memukul kedua budak tersebut. Karena dipukul, mereka berkata: "Kami milik kafilah Abu Sufyan." Setelah mereka berhenti memukul dan bertanya lagi, keduanya kembali menjawab: "Kami milik pasukan Quraisy."

Seusai shalat, Rasulullah se berkata:

"Demi Allah yang jiwaku berada di tangan-Nya, apakah kalian memukul keduanya saat berkata jujur dan membiarkan keduanya saat berdusta?"

Kemudian, Rasulullah sebertanya kepada kedua budak tersebut: "Beritahukan kepadaku di mana kaum Quraisy berada?" Keduanya menjawab: "Ada di balik bukit ini." Rasulullah sebertanya lagi: "Berapa jumlah mereka?" "Kami tidak tahu" jawab keduanya. "Berapa ekor

hewan yang kalian sembelih setiap hari?" tanya Nabi lagi. Keduanya menjawab: "Terkadang sepuluh ekor dan kadang-kadang sembilan ekor." Rasulullah ﷺ lantas bersabda: "Jumlah mereka berkisar antara sembilan ratus hingga seribu orang." 36

Adapun Basbas bin 'Amr dan Adi bin Abiz Zaghba', keduanya berhasil sampai ke sumur Badar. Mereka mendengar seorang budak wanita berkata kepada temannya: "Kenapa kamu tidak membayar utangmu kepadaku?" Temannya menjawab: "Sesungguhnya kafilah dagang itu baru akan tiba besok atau lusa. Aku akan bekerja kepada mereka, nanti aku akan membayar utangku." Ucapannya dibenarkan oleh Majdi bin 'Amr.

Keduanya segera kembali dengan membawa informasi yang mereka dengar. Tidak lama kemudian, datanglah Abu Sufyan. Abu Sufyan bertanya kepada Majdi bin 'Amr: "Apakah kamu merasakan kehadiran salah seorang Sahabat Muhammad?" Majdi menjawab: "Tidak, hanya saja terdapat dua laki-laki yang tadi berhenti di puncak akamah<sup>37</sup> itu."

Abu Sufyan segera pergi ke tempat tersebut. Ia memeriksa kotoran unta milik kedua laki-laki tersebut. Ia memecahkan (alfat³8) kotoran hewan itu dengan jarinya dan mendapati biji kurma di dalamnya. Abu Sufyan berkata: "Demi Allah, tidak salah lagi, ini adalah makanan unta-unta penduduk Yatsrib (Madinah)." Oleh sebab itu, ia bergegas membelokkan arah perjalanan kafilahnya menuju pantai sehingga rombongannya pun selamat. Sesudah itu, Abu Sufyan mengirimkan surat kepada pasukan Quraisy untuk memberi tahu mereka bahwa ia bersama kafilahnya sudah selamat dan menyuruh mereka supaya kembali.

Sampailah berita itu kepada pasukan Quraisy, namun Abu Jahal tidak mengindahkannya. Ia malah berkata: "Demi Allah, kita tidak akan pulang hingga meminum air sumur Badar, tinggal di situ selama tiga hari, meminum *khamer* (minuman keras), dan menikmati hiburan dari para biduan di depan mata kita; sehingga kita akan disegani oleh masyarakat Arab selama-lamanya."

Akhnas bin Syariq pulang membawa seluruh kaumnya, yakni Bani Zuhrah. Ia berkata: "Kalian keluar untuk melindungi kafilah Abu Sufyan, sedangkan kafilah mereka sudah selamat." Oleh karena itu, tidak seorang pun dari Bani Zuhrah yang ikut Perang Badar, kecuali dua orang paman Muslim bin Syihab bin 'Abdullah, yaitu orang tua az-Zuhri. Keduanya ikut berperang dan mati dalam keadaan kafir.

Rasulullah mendahului kaum Quraisy sampai ke sumur Badar. Beliau mengambil tempat yang paling dekat dengan sumur itu. Al-Habbab bin 'Amr bertanya: "Wahai Rasulullah, inikah tempat yang diperintahkan kepadamu, atau daerah yang engkau pilih, untuk berperang dan melakukan tipu daya?" Beliau menjawab: "Ini tempat yang aku pilih untuk berperang dan melakukan tipu daya." <sup>39</sup> Ia berkata: "Di sini bukan tempat yang ideal (strategis). Mari, ikutlah bersama kami. Kita akan menuju tempat yang terdekat dengan mata air dari arah musuh dan akan menguasai wilayah itu. Kita pendam seluruh sumber air di belakangnya, <sup>41</sup> lalu kita membuat kolam dan memenuhi dengan air. Demikian, kita bisa minum, sedangkan mereka tidak." Rasulullah memandang baik ide tersebut.

Allah igi juga menghalangi kaum Quraisy untuk mendapatkan air tersebut dengan menurunkan hujan yang amat lebat sehingga ia menjadi bencana atas orang-orang kafir dan menjadi nikmat bagi kaum Muslimin. Sesungguhnya Allah menghamparkan bumi ini dan menganugerahkannya kepada kaum Muslimin. Setelah itu, didirikanlah sebuah kemah ('ariisy43) sebagai tempat bernaung Rasulullah ...44

Kemudian, Nabi sepalan menuju medan pertempuran dan memperlihatkan kepada kaum Muslimin tempat kematian tokohtokoh kaum Quraisy satu per satu. Beliau berkata: "Di sinilah tempat kematian Fulan kelak, *insya Allah*, dan di situlah tempat kematian si Fulan, sedangkan di sana adalah tempat kematian Fulan."

'Abdullah bin Mas'ud berkata: "Demi Allah yang telah mengutus beliau dengan membawa kebenaran, tidak ada seorang pun yang meleset dari tempat kematiannya, semua persis seperti yang telah diisyaratkan oleh Rasulullah 46.46

Pada malam harinya, Rasulullah se shalat dengan menghadap ke akar (jidzm<sup>47</sup>) pohon yang ada di sana. Malam ini bertepatan dengan malam Jum'at tanggal 17 Ramadhan. Pagi harinya, ketika pasukan Quraisy sudah datang dengan membawa bala tentaranya, Rasulullah se bersabda:

"Ya Allah, inilah kaum Quraisy. Mereka datang dengan segala kebanggaan dan kesombongannya, untuk menantang Engkau dan Rasul-Mu."48

Hakim bin Hizam<sup>49</sup> dan 'Utbah bin Rabi'ah sebetulnya ingin pulang membawa pasukan Quraisy sehingga tidak terjadi pertempuran, namun Abu Jahal menolaknya. Hakim dan 'Utbah terlibat perang mulut dengan Abu Jahal. Akhirnya, Abu Jahal memerintahkan saudara 'Amr bin al-Hadhrami untuk menuntut darah saudara kandungnya sendiri tersebut. Ia pun segera menyingsingkan lengan bajunya sambil berteriak: "Duhai 'Amr, duhai 'Amr!" Pasukan Quraisy menjadi gempar (bersemangat) karenanya, hingga perang pun tak terelakkan lagi.

Rasulullah segera mengatur barisan. Kemudian, beliau kembali ke kemah bersama dengan Abu Bakar. Sa'ad bin Mu'adz segera bersama sejumlah orang dari kaum Anshar segera berdatangan ke pintu kemah Nabi suntuk melindungi beliau.

Setelah itu, muncullah 'Utbah dan Syaibah, putera Rabi'ah, bersama Walid bin 'Utbah. Ketiganya menantang bertarung satu lawan satu. Keluarlah dari pasukan Muslimin tiga orang dari kaum Anshar: 'Auf dan Muawwidz, putera Afra', serta 'Abdullah bin Rawahah Ketiga orang Quraisy itu berkata kepada mereka: "Siapakah kalian?" Mereka menjawab: "Kami dari kalangan Anshar." Orang-orang Quraisy itu menyahut: "Kalian memang tandingan yang setara dan terhormat. Akan tetapi, kami menginginkan anak-anak paman kami sendiri." Maka keluarlah untuk menantang mereka 'Ali, Ubaidah bin al-Harits, dan Hamzah

membunuh 'Utbah (ada riwayat menyebutkan Syaibah, bukan 'Utbah). Sementara Ubaidah saling pukul dengan lawannya secara bergantian, <sup>50</sup> dan keduanya berusaha keras untuk mengalahkan lawannya. 'Ali dan Hamzah mengambil inisiatif untuk ikut dalam kancah pertandingan mereka dan menyudahinya. Mereka lalu menggotong Ubaidah yang sudah terpotong kakinya. Kakinya terus membusuk (*thamas*) <sup>51</sup> hingga akhirnya ia meninggal di ash-Shafra'. <sup>52</sup> Semoga Allah merahmati dan meridhainya. <sup>53</sup>

Dalam kitab ash-Shahiih diriwayatkan bahwa 'Ali em menafsir-kan firman Allah em berikut:

"Inilah dua golongan (golongan Mukmin dan golongan kafir) yang bertengkar, mereka saling bertengkar mengenai Rabb mereka ...." (QS. Al-Hajj: 19)

'Ali menafsirkan bahwasanya ayat ini diturunkan berkaitan dengan pertarungan mereka pada Perang Badar.<sup>54</sup>

Tidak diragukan lagi bahwa ayat tersebut terdapat dalam surat Al-Hajj, yang memang merupakan surat Makkiyah, meskipun Perang Badar terjadi sesudah itu. Hanya saja, kisah pertandingan satu lawan satu mereka itu adalah kisah yang paling sesuai dengan pengertian ayat ini.

Suasana pun semakin panas dan peperangan semakin sengit, hingga akhirnya kemenangan pun datang. Rasulullah berdo'a dengan sungguh-sungguh dan memohon kepada Allah dengan penuh harap, sampai-sampai serban beliau jatuh dari kedua pundaknya. Abu Bakar langsung memperbaiki letak serban tersebut sambil berkata: "Wahai Rasulullah, berhentilah memohon kepada Allah. Sesungguhnya Dia pasti akan memenuhi janji-Nya kepadamu." Rasulullah melanjutkan do'anya:

"Ya Allah, apabila kelompok kaum Muslimin yang ada sekarang ini binasa, niscaya Engkau tidak akan diibadahi lagi di muka bumi ini."55

Oleh sebab itu, turunlah firman Allah 🕲:

"(Ingatlah), ketika kamu memohon pertolongan kepada Rabbmu, lalu diperkenankan-Nya bagimu: 'Sesungguhnya Aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan seribu Malaikat yang datang berturutturut.'" (QS. Al-Anfaal: 9)

Rasulullah menundukkan kepalanya sejenak, lalu mengangkatnya kembali sambil berkata:

"Sambutlah kabar gembira, wahai Abu Bakar! Malaikat Jibril sudah datang di sela-sela arakan (kumpulan) awan." <sup>56</sup>

Pada waktu itulah, syaitan menampakkan dirinya di hadapan kaum Quraisy dalam wujud Suraqah bin Malik bin Ju'syum, ketua suku Mudlij, dan berjanji akan melindungi mereka. Syaitan terus menyemangati kaum musyrikin untuk menggapai ambisi mereka. Di sisi lain orang-orang Quraisy khawatir apabila Bani Mudlij menyerang kampung, merebut harta, dan keluarga mereka karenanya. Itulah penafsiran firman Allah

﴿ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَلُهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ ٱلْيُوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّ جَارٌ لَكُمُ فَلَمَّا تَرَآءَتِ ٱلْفِئْتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّ بَرِيَّ مُّ مِنْكُمْ إِنِّ أَرَىٰ مَا لَا تَرَوُنَ .... (اللهُ اللهُ عَرِقَ مُنْ اللهُ مَا لَا تَرَوُنَ .... (اللهُ اللهُ عَرِقَ مُنْ اللهُ مَا لَا تَرَوُنَ .... (اللهُ اللهُ اللهُ

"Dan ketika syaitan menjadikan mereka memandang baik pekerjaan mereka dan mengatakan: 'Tidak ada seorang manusia yang dapat menang terhadap kamu pada hari ini, dan sesungguhnya saya ini adalah pelindungmu.' Maka tatkala kedua pasukan itu telah dapat saling melihat (berhadapan), syaitan itu balik ke belakang seraya berkata: 'Sesungguhnya saya berlepas diri dari kamu, sesungguhnya saya dapat melihat apa yang kamu sekalian tidak dapat melihat ....'" (QS. Al-Anfaal: 48)

Maksudnya, syaitan dapat melihat para Malaikat saat turun ke medan pertempuran. Karena melihat lawan yang tidak seimbang tersebut, syaitan pun melarikan diri.<sup>57</sup> Para Malaikat itu turut berperang sebagaimana yang telah diperintahkan Allah . (Hal ini terbukti dari) laki-laki Muslim yang sedang menantang orang kafir untuk berduel melawannya, namun tiba-tiba lawannya itu terjatuh di hadapannya.

Allah menganugerahkan (kemenangan bagi) kaum Muslimin (dengan meletakkan rasa takut) pundak-pundak kaum musyrikin.

Orang pertama yang berusaha melarikan diri dari pasukan musyrikin adalah Khalid bin al-A'lam. Namun, ia berhasil dikejar dan ditangkap. Kaum Muslimin terus mengejar orang-orang kafir tersebut serta berhasil memerangi dan menawan sebagian mereka. Kaum kafir yang terbunuh berjumlah tujuh puluh orang dan yang tertawan sekitar tujuh puluh orang. Kaum Muslimin juga berhasil mendapatkan harta rampasan perang dari mereka.

Adapun mayat 'Utbah dan Syaibah, putera Rabi'ah, serta al-Walid bin 'Utbah dan 'Umayyah bin Khalaf diseret dan dilemparkan ke dalam lubang sesuai dengan perintah Rasulullah **28**. Pada malam harinya, Nabi ﷺ berdiri di dekat lubang tersebut, mencela dan menegur mereka, seraya berkata:

"Kalian adalah sejahat-jahat kaum (yang membangkang) kepada Nabi kalian! Kalian mendustakanku sedangkan kaum lain beriman kepadaku. Kalian menghinaku, sedangkan orang-orang lain membelaku. Kalian mengusirku, sementara kaum yang lain justru memberi tempat perlindungan kepadaku."61

Setelah peristiwa itu, Nabi ﷺ singgah di medan perang<sup>62</sup> selama tiga hari.<sup>63</sup>

Kemudian, Nabi berangkat membawa para tawanan dan harta rampasan perang. Beliau menugaskan 'Abdullah bin Ka'ab bin 'Amr an-Najjari<sup>64</sup> untuk mengawalnya. Berkaitan dengan Perang Badar itulah Allah menurunkan surat Al-Anfaal.

Ketika tiba di ash-Shafra, Rasulullah membagi-bagikan harta rampasan perang tersebut, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Beliau juga memerintahkan agar leher an-Nadhr bin al-Harits dipenggal dalam keadaan terikat. Sebab, ia banyak berbuat kerusakan dan sering sekali mengganggu Rasulullah . Kematiannya diratapi oleh saudara perempuannya—ada yang berpendapat: anak perempuannya—yang bernama Qutailah, dalam sebuah qasidah yang masyhur, seperti halnya yang disebutkan oleh Ibnu Hisyam. Saat qasidah tersebut sampai kepada Rasulullah , beliau bersabda, menurut pengakuan mereka: Seandainya qasidah itu terdengar olehku sebelumnya, tentu aku tidak jadi membunuhnya. Pada waktu singgah di Irq Zhubyah, beliau kembali memerintahkan supaya kepala 'Uqbah bin Abi Mu'aith dipenggal, juga dalam keadaan terikat.

Rasulullah ﷺ mengajak para Sahabat bermusyawarah tentang nasib para tawanan. Apa yang harus dilakukan terhadap mereka?

'Umar mengusulkan agar mereka dibunuh. Sementara itu, Abu Bakar berpendapat lebih baik, yaitu supaya meminta uang tebusan atas kebebasan mereka. Rasulullah condong kepada pendapat Abu Bakar sehingga beliau membolehkan mereka menebus diri masing-masing.

Allah mengecam pendapat beliau tersebut dalam firman-Nya:

"Tidak patut bagi seorang Nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawi, sedangkan Allah menghendaki (pahala) akhirat (untukmu). Dan Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana." (QS. Al-Anfaal: 67)

Imam Muslim meriwayatkan dalam Shahiih-nya<sup>69</sup> dari Ibnu 'Abbas sebuah hadits panjang yang menjelaskan kronologis kejadian itu. Rasulullah menuntut uang tebusan untuk tiap-tiap orang (tawanan) sebesar 400 dinar.

Rasulullah pulang ke kota Madinah dengan membawa [dukungan], kemenangan, dan pertolongan. Allah telah meninggikan kalimat-Nya, memberikan kekuasaan kepada Nabi-Nya, serta memuliakan dan menganugerahkan kemenangan bagi beliau. Ketika itu, banyak penduduk Madinah yang masuk Islam. Pada saat itu juga, 'Abdullah bin Ubay bin Salul beserta pengikutnya pura-pura masuk Islam karena takut diperangi.

# [Jumlah Pasukan Perang Badar]

Jumlah kaum Muslimin yang ikut serta dalam Perang Badar adalah sebagai berikut:<sup>71</sup> Dari kalangan kaum Muslimin berjumlah kurang lebih 317 orang laki-laki yang terdiri dari kalangan Muhajirin 86 orang, dari suku Aus 61 orang,<sup>72</sup> dan dari suku Khazraj 170 orang. Jumlah prajurit dari suku Aus memang lebih sedikit jika dibandingkan dengan prajurit dari suku Khazraj, namun mereka memiliki kekuatan yang lebih besar dan kesabaran yang lebih tinggi ketika bertempur. Hal ini disebabkan rumah-rumah mereka yang terletak di daerah pinggiran kota Madinah. Tatkala kaum Muslimin diperintahkan untuk keluar, suku Khazraj lebih mudah melaksanakannya karena lokasi perkampungan mereka yang dekat satu sama lain.

Para ulama ahli sejarah berbeda pendapat mengenai penyebutan nama-nama prajurit Perang Badar dan tentang jumlah mereka. Az-Zuhri, Musa bin 'Uqbah, Muhammad bin Ishaq bin Yasar, Muhammad bin 'Umar al-Waqidi, dan Sa'id bin Yahya bin Sa'id al-Umawi menyebutkan perselisihan tersebut dalam kitab-kitab sejarah peperangan mereka. Demikian pula yang diungkapkan oleh al-Bukhari dan para ulama Salaf lainnya.

Ibnu Hazm telah menyebutkan nama-nama mereka secara terperinci<sup>73</sup> dalam kitab *as-Siirah*.<sup>74</sup> Ia menjelaskan bahwa delapan orang dari para prajurit Perang Badar tidak terjun langsung ke dalamnya. Meskipun demikian, nama mereka tetap dicantumkan dalam daftar oleh Rasulullah ﷺ, di antaranya adalah 'Utsman, Thalhah, dan Sa'id bin Zaid.

Di antara ulama Muta-akhkhirin yang sangat memperhatikan masalah ini juga adalah Syaikh al-Imam al-Hafizh Dhiyauddin Abu 'Abdullah Muhammad bin 'Abdul Wahid al-Maqdisi Ass. Ia membuat satu bagian (bahasan) khusus tentang persoalan tersebut dan mencantumkannya dalam kitabnya yang berjudul al-Ahkaam.

Adapun pasukan musyrikin, jumlah mereka sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi ﷺ, yaitu berkisar antara 900 sampai dengan 1.000 orang.<sup>75</sup>

Pada perang ini, dari kalangan kaum Muslimin terbunuh 14 orang: 6 orang dari kalangan Muhajirin, 6 orang dari kalangan Khazraj, dan 2 orang dari kalangan Aus. Yang pertama kali terbunuh pada hari itu adalah Mihja', budak yang dibebaskan 'Umar bin al-Khaththab . Riwayat lain menyebutkan bahwa seorang laki-laki Anshar yang bernama Haritsah bin Suraqahlah orang yang dimaksud. Dari pasukan kaum musyrikin, kurban yang tewas berjumlah 70 orang, tetapi ada yang berpendapat kurang dari itu. Yang tertawan di kalangan mereka juga tujuh puluh orang.<sup>76</sup>

Rasulullah ﷺ baru dapat menyelesaikan urusan Perang Badar dan para tawanan ini pada bulan Syawwal.<sup>77</sup>

# [Perang Bani Sulaim]

Tujuh hari setelah itu, Rasulullah berangkat untuk memerangi Bani Sulaim. Beliau sempat tinggal di sana selama tiga hari, kemudian kembali lagi karena tidak mendapatkan perlawanan. Beliau menunjuk Siba' bin 'Arfathah (ada yang membacanya 'Urfuthah) sebagai pemimpin sementara di kota Madinah selama kepergiannya itu. Ada yang mengatakan beliau menunjuk Ibnu Ummi Maktum.

# [Perang Sawiq]

Abu Sufyan telah kembali pulang ke Makkah. Karena Allah telah menimpakan nasib yang tragis atas bala tentaranya dalam Perang Badar, Abu Sufyan bernadzar tidak akan membasahi kepalanya dengan air (tidak akan mandi) sebelum memerangi Rasulullah . Maka ia pun berangkat dengan membawa dua ratus pasukan berkuda. Abu Sufyan sempat singgah di ujung (perbatasan) wilayah al-'Uraidh<sup>80</sup> dan menginap satu malam di perkampungan Bani Nadhir, di rumah Sallam bin Musykim yang dengan senang hati menjamunya dan memberitahukan kepadanya kondisi kaum Muslimin. Pada pagi harinya, ia bersama pengikutnya menebang ashwar (pohon kurma yang masih kecil)<sup>81</sup> dan membunuh seorang laki-laki Anshar, yang justru adalah sekutu Nabi, kemudian mereka segera melarikan diri.

Rasulullah mengingatkan<sup>82</sup> peristiwa tersebut, kemudian beliau bersama kaum Muslimin mengejar Abu Sufyan dan pasukannya. Mereka pun tiba Qarqarah al-Kudr,<sup>83</sup> namun Abu Sufyan dan kaum musyrikin lainnya sudah kabur dari situ. Pasukan tersebut meninggalkan sebagian besar perbekalan mereka berupa sawiq (gandum).<sup>84</sup> Oleh sebab itu, peristiwa ini disebut Perang Sawiq<sup>85</sup> atau Perang Gandum. Perang ini terjadi pada bulan Dzul Hijjah, pada tahun 2 H. Kemudian, beliau pulang ke Madinah. Sebelumnya, Nabi menunjuk Abu Lubabah sebagai pemimpin sementara di sana.<sup>86</sup>

## [Perang Dzi Amar<sup>87</sup>]

Rasulullah menghabiskan sisa waktu bulan Dzul Hijjah di Madinah. Setelah itu, beliau berangkat berperang ke Najed untuk menyerang Ghathafan. Sebelumnya, beliau menunjuk 'Utsman bin Affan sebagai amir sementara di kota Madinah. Beliau singgah di Najed selama bulan Shafar pada tahun tersebut, kemudian kembali lagi tanpa bertempur.

#### [Perang Bahran]

Pada bulan Rabi'uts Tsani, Nabi bermaksud menyerang kaum Quraisy sehingga beliau menunjuk Ibnu Ummi Maktum sebagai amir sementara di Madinah.<sup>90</sup> Rasulullah pun sampai di Bahran,<sup>91</sup> di sebuah pertambangan di wilayah Hijaz, lalu beliau pulang tanpa mengalami pertempuran.<sup>92</sup>

# [Perang Bani Qainuqa']

Bani Qainuqa', yaitu salah satu kelompok Yahudi di Madinah yang melanggar perjanjian. Sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai pedagang dan pengusaha emas. Jumlah pasukan mereka lebih kurang tujuh ratus prajurit. Rasulullah (bersama para Sahabatnya) pun menyerang mereka. Oleh sebab itu, Nabi menunjuk Basyir bin 'Abdul Mundzir sebagai amir sementara di Madinah. Beliau mengepung mereka selama lima belas malam, hingga akhirnya mereka menyerah dan tunduk terhadap keputusan Nabi.

'Abdullah bin Ubay bin Salul maju untuk membela kaumnya. Sebab, sebelumnya mereka adalah sekutu kaum Khazraj, bahkan dia adalah pemimpin suku itu. Akhirnya, Nabi menerima pembelaan tersebut setelah terus-menerus 'Abdullah bin Ubay memintanya. Sesudah itu, mereka bermukim di pinggiran kota Madinah. 94

#### [Terbunuhnya Seorang Yahudi Yang Bernama Ka'ab Bin Al-Asyraf]

Ka'ab bin al-Asyraf al-Yahudi adalah seorang laki-laki dari Thayyi'. Ibunya berasal dari Bani Nadhir. Ka'ab selalu menyakiti Rasulullah adalam Mukminin. Bahkan, ia melecehkan wanitawanita Mukminat dalam sya'ir-sya'irnya. Seusai Perang Badar, ia pergi ke Makkah lalu mulai melecehkan Rasulullah segs dan kaum Mukminin.

Oleh karena itu, Rasulullah ﷺ memerintahkan kaum Muslimin untuk membunuhnya. Beliau ﷺ bersabda:

"Siapa yang bersedia membunuh Ka'ab bin al-Asyraf? Karena Ka'ab sering kali menyakiti Allah dan Rasul-Nya." 96

Beberapa orang Anshar maju, juga laki-laki dari suku Aus. Mereka adalah Muhammad bin Maslamah; 'Abbad bin Bisyr bin Waqsy; Abu Na-ilah, saudara sepersusuan Ka'ab bin al-Asyraf, yang nama aslinya adalah Silkan bin Salamah bin Waqsy; al-Harits bin Aus bin Mu'adz; dan Abu Abs bin Jabr. Rasulullah membolehkan mereka mengucapkan kalimat apa pun dalam melaksanakan misi tersebut, tanpa terkena dosa karenanya. Mereka pun pergi untuk menemui Ka'ab dan berhasil mendekati bentengnya. Pada suatu malam, mereka berhasil memancing Ka'ab keluar dari rumahnya. Kaum Muslimin sengaja mengucapkan laknat yang seolah-olah menyindir Rasulullah

sehingga Ka'ab merasa senang (dan menemui) mereka. Tatkala mendapatkan kesempatan, mereka langsung membunuh orang kafir itu—semoga Allah melaknatnya. Pembunuhan terjadi pada malam bulan purnama. Selanjutnya, mereka kembali ke Madinah menemui Rasulullah syang ketika itu sedang shalat. Setelah selesai mengerjakan shalat, Rasulullah pun mendo'akan mereka.

Al-Harits bin Aus terluka karena terkena pedang sahabatnya. Rasulullah lalu meludahi luka itu sehingga sakitnya langsung sembuh saat itu juga. Kemudian, pada pagi harinya, orang-orang Yahudi memperbincangkan perihal pembunuhan tersebut. Akhirnya, Rasulullah mengizinkan kaum Muslimin untuk memerangi orang-orang Yahudi.98

# [Hal-Hal Yang Berkaitan Dengan Perang Uhud<sup>99</sup> Secara Ringkas]

Perang ini merupakan rangkaian peristiwa yang menjadi cobaan dan ujian bagi hamba-hamba Allah yang beriman. Tujuannya tidak lain untuk menguji mereka dan untuk membedakan siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang munafik.

Semuanya bermula, setelah kaum Quraisy kehilangan banyak prajurit dalam Perang Badar serta mendapat musibah yang tidak terperikan, maka Abu Sufyan tampil menjadi pemimpin utama orangorang kafir, karena tidak [ada]<sup>100</sup> lagi tokoh besar di kalangan mereka. Mereka telah menelusuri wilayah-wilayah di pinggiran Madinah dalam Perang Sawiq, tetapi tetap tidak memperoleh hasil apa pun. Akhirnya, mereka mengumpulkan bala tentara Quraisy untuk kembali menyerang Rasulullah an kaum Muslimin. Kaum Quraisy berhasil mengumpulkan tiga ribu orang, termasuk dari kalangan sekutu dan ahabisy. 101 Bahkan, orang-orang Quraisy membawa serta isteri mereka, agar nantinya tidak melarikan diri. Mereka pun berangkat menuju Madinah dan sempat singgah di dekat Gunung Uhud, tepatnya di sebuah tempat yang disebut 'Ainain. 102 Peristiwa itu terjadi pada bulan Syawwal, pada tahun 3 H. 103

Rasulullah mengajak para Sahabatnya bermusyawarah, apakah harus keluar menemui mereka atau tetap tinggal di Madinah saja? Para Sahabat yang mulia, yang tidak sempat pergi ke Perang Badar, langsung mengajukan pendapat dan mendesak beliau untuk keluar melawan mereka. Sebaliknya, 'Abdullah bin Ubay bin Salul menyarankan mereka supaya tetap tinggal di Madinah. Saran yang pertama didukung

oleh sebagian besar Sahabat, bahkan mereka mendesak Rasulullah untuk menerima pendapat itu. Beliau pun bangkit dan masuk ke rumahnya serta langsung mengenakan baju besinya, 104 kemudian keluar menemui mereka. Akan tetapi, tekad sebagian Sahabat tiba-tiba melemah. Mereka berkata: "Wahai Rasulullah, tidak mengapa apabila engkau ingin tetap bertahan di Madinah." Beliau sebagian Sahabat

"Tidak layak bagi seorang Nabi suyang sudah mengenakan baju besi untuk melepaskannya kembali hingga ia berperang." 105

Pada saat itu, dihadapkan pula kepada Nabi jenazah seorang laki-laki Anshar, lalu beliau menshalatkannya, yaitu pada hari Jum'at. Lantas, beliau menunjuk Ibnu Ummi Maktum sebagai amir sementara di Madinah.

Pada kesempatan ini, Rasulullah keluar dengan membawa seribu prajurit. Namun, di pertengahan jalan, 'Abdullah bin Ubay bersama sekitar tiga ratus pengikutnya diam-diam berbalik kembali ke Madinah. Pasukan yang kabur itu dikejar oleh 'Abdullah bin 'Amr bin Haram, ayah Jabir , yang kemudian mengecam tindakan tersebut. Namun, mereka menjawab: "Kalau kami yakin kalian akan berperang, pasti kami tidak akan pulang." Karena tidak juga mau kembali (setelah dinasihati), 'Abdullah bin 'Amr pun meninggalkan dan mencaci mereka.

Dengan demikian, berkuranglah jumlah pasukan Rasulullah sehingga beliau hanya mengandalkan pasukan yang tersisa, hingga akhirnya mereka tiba di Lembah Uhud, di sebuah lereng menuju gunung. Posisi beliau ketika itu berada di belakang Gunung Uhud. Nabi melarang kaum Muslimin memulai perang sebelum diperintahkan. Pada pagi harinya, beliau langsung mengomando pasukan perang para Sahabatnya. Di antara mereka terdapat lima puluh pasukan berkuda. Beliau juga menugaskan para pemanah secara khusus, yang berjumlah juga lima puluh orang, dibawah pimpinan 'Abdullah bin Jubair al-Ausi.

Rasulullah memerintahkan para pemanah untuk tidak beranjak dari posisi mereka guna melindungi pasukan kaum Muslimin dari belakang dan agar musuh tidak dapat menyerang dari arah mereka.<sup>106</sup>

[Pada saat itu]<sup>107</sup> Rasulullah mengenakan dua baju besi.<sup>108</sup> Beliau memberikan panji perang kepada Mush'ab bin 'Umair , saudara kandung 'Abdud Dar. Di salah satu sisi pasukan, beliau menugaskan Zubair bin Awwam . Sementara di sisi lainnya di sebelah kanan beliau menugaskan al-Mundzir bin 'Amr , Sahabat yang berani mati.<sup>109</sup>

Para pemuda kala itu meminta izin untuk ikut berperang. Beliau mengizinkan sebagian dari mereka dan melarang sebagian yang lain. Di antara yang beliau izinkan adalah Samurah bin Jundab dan Rafi' bin Khudaij, yang ketika itu keduanya sudah berumur lima belas tahun. Pemuda yang beliau larang saat itu adalah Usamah bin Zaid bin Haritsah, Usaid bin Zhuhair, al-Barra bin 'Azib, Zaid bin Arqam, Zaid bin Tsabit, 'Abdullah bin 'Umar, 110' 'Arabah bin Aus, dan 'Amr bin Hazm . Nabi baru mengizinkan mereka ikut berperang pada Perang Khandak.

Pada perang ini, kaum Quraisy membawa sekitar 3.000 prajurit, seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Di antara mereka terdapat 200 pasukan berkuda. Pasukan sebelah kanan dipimpin oleh Khalid bin al-Walid, sedangkan pasukan sebelah kiri dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal.

Orang yang pertama kali muncul<sup>111</sup> dari kaum musyrikin pada hari itu adalah Abu Amir ar-Rahib. Nama aslinya adalah 'Abdu 'Amr bin Shaifi. Ia adalah pemimpin suku Aus pada masa Jahiliyyah. Ia juga pernah menjalani hidup sebagai pendeta. Ketika Islam datang, hidupnya teramat malang sehingga ia enggan masuk Islam. Bahkan, secara terang-terangan ia memusuhi Nabi . Rasulullah pun melaknatnya. Kemudian, ia meninggalkan Madinah, menemui kaum Quraisy, dan bergabung dengan mereka untuk melawan Rasulullah . ('Abdu 'Amr berhasil membujuk mereka untuk memerangi beliau dengan memanfaatkan kemarahan mereka terhadap Rasul) dan para Sahabatnya itu. <sup>112</sup> Ia juga berjanji kepada orang-orang musyrik bahwa ia

akan membujuk kaumnya dari suku Aus pada saat perang nanti untuk berpihak kepadanya. Sesudah bergabung dengan penduduk Makkah dan Ahabisy, ia memperlihatkan diri kepada kaumnya. Kaumnya langsung melaknatnya: "Semoga Allah tidak memberikan kenikmatan sedikit pun kepadamu, hai fasik." 'Abdu 'Amr menjawab: "Kaumku telah tertimpa keburukan semenjak aku meninggalkan mereka." Sesudah itu, ia bertempur memerangi kaum Muslimin dengan hebat.<sup>113</sup>

Slogan pasukan kaum Muslimin pada waktu itu adalah "Hancurkan musuh, hancurkan musuh."<sup>114</sup>

Abu Dujanah Simak bin Kharasyah<sup>115</sup> dan Hamzah, paman Rasulullah (singa Allah dan Rasul-Nya <sup>116</sup>), mengalami cobaan yang berat pada perang ini. Demikian juga 'Ali bin Abi Thalib serta sejumlah Sahabat dari kalangan Anshar, di antaranya an-Nadhr bin Anas dan Sa'ad bin ar-Rabi' . Meskipun demikian, kaum Muslimin dapat mengatasi perlawanan musuh pada keesokan paginya. Orang-orang kafir pun mundur hingga sampai<sup>117</sup> ke tempat isteri-isteri mereka.

Tatkala para Sahabat 'Abdullah bin Jubair melihat kemenangan tersebut, mereka berkata: "Hai kaum Muslimin, mari kita ambil harta rampasan perang, mari kita ambil harta rampasan perang!"

'Abdullah bin Jubair segera mengingatkan pesan<sup>118</sup> Rasulullah kepada mereka dalam pertempuran ini. Namun, mereka mengira orangorang kafir tadi tidak akan kembali. Dengan kata lain, tidak mungkin terjadi penyerangan lagi sesudah itu. Akhirnya, mereka semua turun untuk mengambil harta rampasan perang. Ternyata, pasukan berkuda kaum musyrikin berbalik dan memanfaatkan celah (posisi) yang ditinggalkan para pemanah tersebut. Mereka pun menyerang kaum Muslimin dan berhasil unggul. Kaum Muslimin bertahan menghadapi serangan balik mereka. Itulah takdir yang dikehendaki Allah, yang pasti terjadi. Kaum Muslimin banyak yang dimuliakan Allah dengan mati syahid pada hari itu. Beberapa Sahabat yang mulia turut terbunuh pula, sedangkan sebagian besarnya melarikan diri. 119

Kaum musyrikin pun berhasil menerobos (pertahanan kaum Muslimin dan) menyerang Rasulullah sehingga mengakibatkan wajah beliau [yang mulia<sup>120</sup>] terluka dan gigi seri bagian kanan bawah beliau retak terkena lemparan batu. Bahkan, topi besi di atas kepala beliau yang suci ikut hancur.<sup>121</sup>

Kaum musyrikin juga menghujani Rasulullah dengan batubatu salah satunya berhasil mengenai pinggang beliau sehingga menyebabkannya terjatuh ke dalam lubang yang sengaja digali Abu Amir al-Fasiq untuk menjebak kaum Muslimin. 'Ali bin Abi Thalib langsung menarik tangan Nabi, kemudian beliau pun digendong oleh Thalhah bin 'Ubaidillah & .

Yang mengomando penganiayaan terhadap Rasulullah ﷺ adalah 'Amr bin Qamiah<sup>122</sup> dan 'Utbah bin Abi Waqqash.<sup>123</sup> Ada riwayat yang menyebutkan bahwa yang melukai kepala Rasulullah adalah 'Abdullah bin Syihab az-Zuhri, ayah dari paman Muhammad bin Muslim bin Syihab az-Zuhri.<sup>124</sup> Orang inilah yang melukai kepala Rasulullah ﷺ.

Mushab bin 'Umair terbunuh di hadapan beliau. Maka dari itu, Rasulullah menyerahkan panji perang kepada 'Ali bin Abi Thalib .125 Terdapat dua keping pecahan baju besi yang menancap di wajah Rasulullah .Segera saja Abu 'Ubaidah bin alJarrah berusaha mencabut kepingan tersebut dengan menggigitnya sehingga dua giginya tanggal. Sesudah peristiwa itu, giginya diganti dengan gigi palsu. Sementara itu, Malik bin Sinan, ayah Abu Sa'id al-Khudri , menyedot darah dari luka beliau .127

Kaum musyrikin mencoba mendekati Rasulullah lagi, tetapi mereka dihadang oleh beberapa orang kaum Muslimin. Mereka, yang berjumlah sekitar sepuluh orang itu, berhasil dibunuh. 128 Thalhah pun berhasil menghadang dan menghalau mereka menjauh dari Rasulullah. 129 Adapun Abu Dujanah, Simak bin Kharasyah, ia menjadikan punggungnya sebagai perisai bagi Rasulullah . Meskipun panah menghujani tubuhnya, ia tetap tidak bergeming sedikit pun. Semoga Allah meridhainya. 130 Sa'ad bin Abi Waqqash juga berhasil melepaskan panah dengan [jitu] dan tepat sasaran. 132

Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya: "Panahlah, ayah dan ibuku sebagai tebusannya." 133

Dalam pertempuran yang sengit itu, mata Qatadah bin an-Nu'man azh-Zhufari<sup>134</sup> terluka. Oleh sebab itu, dibawa ke hadapan Rasulullah . Kemudian, beliau mengembalikan (menyembuhkan) mata tersebut seperti semula dengan tangannya yang mulia. Bahkan, kedua mata tersebut menjadi lebih tajam dan lebih baik daripada sebelumnya. 135

Syaitan—laknat Allah atasnya—pada saat itu berkata dengan lantang: "Muhammad telah terbunuh." Teriakan itu amat berpengaruh terhadap hati (semangat jihad) sebagian besar kaum Muslimin sehingga beberapa dari mereka memilih melarikan diri. Demikian yang menjadi ketetapan Allah 👺 .<sup>136</sup>

Anas bin an-Nadhr lewat di hadapan beberapa orang kaum Muslimin yang sudah mengangkat tangan (menyerah). Ia bertanya: "Apa yang kalian tunggu?" Mereka menjawab: "Rasulullah ﷺ telah terbunuh." Anas berseru kepada mereka: "Kalau begitu, untuk apa lagi kalian hidup jika beliau sudah wafat? Bangkit dan matilah demi membela apa yang beliau perjuangan hingga akhir hayat!"

Setelah itu, Anas menghampiri kaum Muslimin lainnya dan bertemu dengan Sa'ad bin Mu'adz . Ia berkata: "Hai Sa'ad! Demi Allah, aku mencium wanginya Surga dari arah<sup>137</sup> Gunung Uhud." Sahabat itu pun berperang dan terbunuh. Sungguh, di tubuhnya terdapat luka bekas tujuh puluh tusukan. Pada hari itu juga, 'Abdurrahman bin 'Auf terluka hingga mencapai dua puluh tempat pada tubuhnya dan sebagian pada kakinya. Akibatnya, 'Abdurrahman menjadi pincang sampai meninggal dunia—semoga Allah meridhainya.

Beberapa saat kemudian, Rasulullah & kembali menemui kaum Muslimin. Yang pertama kali mengenali beliau dari balik baju besinya adalah Ka'ab bin Malik . Ka'ab pun berteriak: "Wahai kaum Muslimin, bergembiralah, ternyata Rasulullah & masih hidup!" Nabi & memberi isyarat kepadanya agar diam. 140 Kaum Muslimin berkumpul di dekat Rasulullah dan segera berlari bersamanya menuju

celah gunung tempat beliau singgah. Di antara mereka yang ikut adalah Abu Bakar, 'Umar, 'Ali, al-Haritsah bin ash-Shummah al-Anshari, dan Sahabat lainnya.

Kaum Muslimin yang berupaya berlindung di gunung tersebut berhasil dikejar oleh Ubay bin Khalaf. Ia menunggang kuda yang bernama al-'Ud. Orang kafir ini mengira dapat membunuh Rasulullah Eketika ia mendekat, Rasulullah dengan sigap meraih lembing yang ada di [tangan]<sup>142</sup> al-Harits bin ash-Shummah lalu menusukkannya ke tubuh orang tersebut sehingga menembus bagian atas tulang belikatnya. Musuh Allah itu pun jatuh tersungkur. Kaum musyrikin menenangkannya: "Kamu akan baik-baik saja." Ia pun mengeluh: "Demi Allah, seandainya lukaku ini dirasakan oleh seluruh penghuni Dzil Majaz, 143 pasti mereka akan mati semuanya. Sungguh, ia (Muhammad) memberitahu bahwa luka ini akan membunuhku." Ubay terus menderita karena luka itu hingga akhirnya mati di Sarif dalam perjalanan menuju Makkah. Semoga Allah melaknatnya. 144

'Ali bin Abi Thalib datang menemui Rasulullah dengan membawa air untuk membersihkan darah di sekujur tubuh beliau. Ia mendapati darah tersebut sudah berubah (aroma dan warnanya). 145 Oleh sebab itu, 'Ali membawa kembali air tersebut. 146

Rasulullah pun bermaksud menaiki sebuah batu besar di sana, namun tidak sanggup karena luka-luka yang beliau derita. Selain itu, karena pada saat itu Rasulullah mengenakan dua lapis baju besi. Kemudian, Thalhah duduk agar beliau bisa naik dengan bertumpu kepadanya. 147

Ketika waktu shalat tiba, Rasulullah mengimami mereka sambil duduk. Di pihak lain, kaum musyrikin kembali ke kemah mereka, lalu pulang ke Makkah dan meninggalkan tempat tersebut. Peristiwa ini terjadi pada hari Sabtu.

Pada hari itu, kaum Muslimin yang mati syahid berjumlah 70 orang, 148 di antara mereka terdapat Hamzah, paman Rasulullah ﷺ. Ia dibunuh oleh Wahsy, budak yang dimerdekakan Bani Naufal untuk tujuan tersebut. Namun, sesudah itu Wahsy masuk Islam, bahkan

ia termasuk salah seorang yang membunuh Musailamah al-Kadzab. Semoga Allah melaknat Musailamah.<sup>149</sup>

Syuhada lainnya adalah 'Abdullah bin Jahsy, sekutu Bani 'Umayyah; Mush'ab bin Umair; 150 dan 'Utsman bin 'Utsman, yakni Syammas bin 'Utsman al-Makhzumi. 'Utsman dijuluki Syammas karena wajahnya yang elok. Keempat orang tersebut berasal dari kalangan Muhajirin, sedangkan selebihnya dari kalangan Anshar. Semoga Allah meridhai mereka semua. Rasulullah mengebumikan para syuhada tersebut bersama darah dan pakaian mereka, namun beliau tidak menshalatkan mereka ketika itu. 151

Di antara sekelompok kaum Muslimin yang melarikan diri pada waktu itu adalah 'Utsman bin Affan 👛 . Meskipun demikian, Allah menegaskan bahwasanya kekeliruan mereka telah dimaafkan.

Allah Derfirman:

"Sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antaramu pada hari bertemu dua pasukan itu, hanya saja mereka digelincirkan oleh syaitan, disebabkan sebagian kesalahan yang telah mereka perbuat (pada masa lampau) dan sesungguhnya Allah telah memberi maaf kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun." (QS. Ali 'Imran: 155)<sup>152</sup>

Dalam pada itu, korban perang dari kalangan kaum musyrikin yang terbunuh berjumlah 22 orang.<sup>153</sup>

Sesungguhnya, Allah telah mengisyaratkan peristiwa ini (Perang Uhud) pada surat Ali 'Imran, sebagaimana dalam firman-Nya berikut ini:

"Dan (ingatlah), ketika kamu berangkat pada pagi hari dari (rumah) keluargamu akan menempatkan para Mukmin pada beberapa tempat untuk berperang. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (QS. Ali 'Imran: 121)<sup>154</sup>

# [Perang Hamra-ul Asad]

Pada pagi hari Ahad, Rasulullah memobilisasi [kaum Muslimin]<sup>155</sup> untuk bersiap-siap mengejar musuh guna menggertak mereka. Peristiwa itulah yang disebut dengan Perang Hamra-ul Asad.<sup>156</sup> Beliau memerintahkan agar tidak ikut bersama melainkan orangorang yang berjuang dalam Perang Uhud saja. Memang, yang keluar pada saat itu, hanya mereka yang ikut dalam Perang Uhud,<sup>157</sup> kecuali Jabir bin 'Abdullah . Sebab, pada Perang Uhud ia diamanatkan ayahnya untuk menjaga saudara-saudara perempuannya.<sup>158</sup> Karena ayahnya gugur dalam Perang Uhud, maka Jabir meminta izin kepada Rasulullah untuk ikut serta ke Hamra-ul Asad. Rasulullah pun mengizinkannya.<sup>159</sup>

Kaum Muslimin pun berangkat seperti yang diperintahkan Rasulullah , meskipun mereka masih kepayahan karena menderita luka-luka, hingga mereka sampai di Hamra-ul Asad yang berjarak sekitar 8 mil dari Madinah. Kondisi mereka ketika itu digambarkan dalam firman Allah ::

"(Yaitu) orang-orang yang menaati perintah Allah dan Rasul-Nya sesudah mereka mendapat luka (dalam Perang Uhud). Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di antara mereka dan yang bertakwa ada pahala yang besar." (QS. Ali 'Imran: 172)<sup>160</sup>

Di tengah perjalanan, Ma'bad bin Abi Ma'bad al-Khuza'i berpapasan dengan Rasulullah adan para Sahabatnya. Nabi membiarkannya berlalu. Kemudian, Ma'bad bertemu dengan Abu Sufyan dan kaum musyrikin di ar-Rauha'. Ia pun memberitahukan bahwa Rasulullah adan para Sahabatnya sedang mengejar mereka. Kabar itu sangat mengusik para pemimpin Quraisy, sampai-sampai mereka hendak kembali ke Madinah. Akan tetapi, Abu Sufyan dapat mencegah niat tersebut sehingga akhirnya mereka kembali meneruskan perjalanan ke Makkah.

Sesudah itu, Rasulullah se berhasil menangkap Muawiyyah bin al-Mughirah bin Abil 'Ash. Beliau memerintahkan agar kepalanya dipenggal dalam keadaan terikat. Ia adalah ayah kandung 'Aisyah, ibu 'Abdul Malik bin Marwan. Selain dia, tidak ada lagi orang kafir yang dibunuh. 161

# [Pengiriman Delegasi Ke Ar-Raji']

Setelah Perang Uhud, Rasulullah ﷺ mengirim delegasi ke ar-Raji', [yakni]<sup>162</sup> pada bulan Shafar tahun 4 H. Rasulullah ﷺ mengutus para Sahabatnya ke kabilah 'Adhal dan Qarah,<sup>163</sup> berdasarkan permintaan mereka kepada Nabi ﷺ melalui beberapa utusan yang mendatangi beliau. Mereka menceritakan bahwa Islam sudah tersebar di sana.

Menurut Ibnu Ishaq, beliau mengutus enam orang. 164 Sementara itu, al-Bukhari dalam *Shahiih*-nya 165 menyebutkan bahwa jumlah mereka mencapai sepuluh orang. Abul Qasim as-Suhaili berkomentar: "Pendapat inilah yang benar."

Nabi menunjuk Martsad bin Abi Martsad al-Ghanawi sebagai pimpinan para utusan. Semoga Allah meridhai mereka. 166 Termasuk di antara kaum Muslimin yang diutus adalah Khubaib bin 'Adi ... Kemudian, delegasi itu berangkat bersama utusan kedua kabilah tadi. Ketika tiba di ar-Raji', yakni sumber mata air milik Bani Hudzail di pinggiran Hijaz, 167 tepatnya di sebuah tempat bernama al-Had'ah, ternyata para utusan 'Adhal dan Qarah berkhianat. Mereka bersekongkol dan bekerjasama dengan suku Hudzail untuk menyerbu delegasi kaum Muslimin. Orang-orang Hudzail pun datang dan mengepung mereka. Akibatnya, sebagian besar utusan tersebut terbunuh. Sesudah peristiwa itu, turunlah ayat al-Qur-an sehubungan dengan musibah tersebut. Semoga Allah meridhai mereka semua. Orang-orang kafir menahan Khubaib bin 'Adi dan seorang lagi, yakni Zaid bin ad-Datsinnah. 168 Mereka membawa dan menjual keduanya di Makkah. Hal itu disebabkan keduanya banyak membunuh kaum kafir Quraisy pada Perang Badar.

Adapun Khubaib , ia sempat mendekam dalam penjara di Makkah, meskipun kemudian kaum musyrikin sepakat untuk membunuhnya. Mereka membawa sahabat itu ke Tan'im<sup>169</sup> dan menyalibnya. Sebelumnya, Khubaib meminta izin untuk mengerjakan shalat dua rakaat dan mereka pun mengizinkannya. Seusai shalat, Khubaib berkata: "Kalau bukan karena khawatir kalian mengira aku takut (mati), niscaya aku akan shalat lebih lama lagi." Bahkan, ia menyenandungkan sya'ir berikut ini:

Aku tidak gentar apabila terbunuh sebagai seorang Muslim, karena di tempat mana pun, kematianku milik Allah Sungguh ketika Allah menghendaki segalanya

Dia akan memberkahi pada tubuh yang tercabik-cabik<sup>170</sup>

Abu Sufyan bertanya kepadanya: "Sukakah kamu apabila Muhammad menggantikan posisimu ini untuk dipenggal kepalanya. Dengan demikian, kamu dapat kembali kepada keluargamu?" Khubaib menjawab: "Demi Allah! Aku sama sekali tidak gembira apabila dapat kembali kepada keluargaku walaupun Muhammad hanya tertusuk duri." 171

Sesudah itu, mereka menugaskan seseorang menjaga Khubaib. Akan tetapi, 'Amr bin 'Umayyah berhasil menculik tawanan itu dengan tipu muslihatnya pada malam hari. 'Amr pun membawanya, lalu membunuhnya, kemudian menguburnya.<sup>172</sup>

Di pihak lain, Zaid bin ad-Datsinnah dibeli oleh Shafwan bin 'Umayyah. Akan tetapi, kemudian ia dibunuh juga oleh majikannya itu demi menuntut balas atas kematian ayahnya.<sup>173</sup>

# [Delegasi Bi'r Ma'unah]

Pada bulan Shafar, Rasulullah mengirim delegasi ke Bi'r Ma'unah. Semuanya bermula dari pertemuan Rasulullah dengan Abu Bara' Amir bin Malik, orang yang dikenal ahli memainkan tombak di Madinah. Rasul pun mengajaknya masuk Islam, namun ia enggan tapi tidak juga menjauh. Laki-laki itu malah menyarankan: "Wahai Rasulullah, alangkah baiknya apabila engkau mengirim utusan ke Najed untuk mengajak mereka masuk agamamu? Aku berharap mereka mau menerima dakwah tersebut." Beliau berkata: "Aku khawatir penduduk Najed akan berbuat buruk terhadap para Sahabat." Abu Bara' berseru: "Akulah yang akan melindungi mereka." "I74"

Akhirnya, Rasulullah mengirim utusan, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Ishaq, 175 sebanyak 40 orang dari kalangan para Sahabat. Dalam kitab ash-Shahiihain 176 disebutkan 70 orang. Pendapat inilah yang benar. Nabi menunjuk al-Mundzir bin 'Amr, salah seorang dari Bani Sa'idah, sebagai pemimpin mereka, bahkan ia digelari al-Mu'niq li Yamuut (orang yang berani mati) . Anggota delegasi ini berasal dari kalangan Muslimin yang utama, 177 para pemuka, dan juga para qari'.

Mereka pun berangkat dan singgah di Ma'unah, yakni sebuah tempat yang terletak di antara wilayah Bani 'Amir dan perkampungan Bani Sulaim. Dari situ, mereka mengutus Haram bin Milhan, saudara Ummu Sulaim, untuk membawa surat Rasulullah kepada musuh Allah, 'Amir bin ath-Thufail. Sesudah disampaikan, musuh Allah itu tidak sedikit pun membaca isi surat beliau, bahkan ia memerintahkan supaya utusan Nabi tersebut dibunuh. Salah seorang dari mereka lantas

menusuk Haram dengan ujuk tombak. Darah pun sudah mengucur dari tubuhnya, namun Sahabat tadi berkata: "Aku beruntung, Demi Rabb Ka'bah." 178

Langkah selanjutnya yang diambil musuh Allah itu, yakni 'Amir, ialah memobilisasi Bani 'Amir untuk memerangi sisa utusan yang ada. Akan tetapi, Bani 'Amir tidak bersedia membantunya karena para utusan itu telah dilindungi oleh Abu Bara'. Akhirnya, 'Amir berpaling dan memobilisasi Bani Sulaim. Ambisinya itu pun disambut oleh suku Ushayyah, Ri'l, dan Dzakwan. Mereka lalu mengepung para Sahabat Nabi adan memeranginya sehingga seluruhnya terbunuh, kecuali Ka'ab bin Zaid dari Bani an-Najjar. Ia berhasil diselamatkan di antara kurban-kurban yang gugur dan mampu bertahan hidup, hingga akhirnya mati syahid dalam Perang Khandaq.

Pada saat itu, 'Amr bin Umayyah adh-Dhamari dan al-Mundzir bin Muhammad bin 'Uqbah berada di dekat kaum Muslimin. Keduanya melihat burung mengelilingi tempat kejadian tersebut. Maka dari itu, al-Mundzir bin Muhammad mendatangi tempat itu dan ikut berperang melawan kaum musyrikin sehingga terbunuh sebagai syahid bersama para Sahabatnya. Sementara itu, 'Amr bin 'Umayyah ditawan oleh musuh. Ketika 'Amr memberitahukan bahwa ia berasal dari Mudhar, pemimpin mereka ('Amir bin Thufail) langsung mencukur rambutnya lalu membebaskannya, sebagai tebusan bagi pembebasan ibunya yang menurutnya pernah menjadi budak mereka (Bani Mudhar).

Maka 'Amr bin 'Umayyah dapat kembali pulang. 180 Setelah sampai di Qarqarah Shadrul Qanat, 181 ia beristirahat di bawah sebuah pohon. Tiba-tiba, dua orang laki-laki dari Bani Kilab menghampirinya. Ada riwayat yang mengatakan bahwa mereka dari Bani Sulaim. Kedua orang itu sama-sama beristirahat di tempat tersebut. Ketika keduanya tertidur, 'Amr membunuh mereka. Menurut pandangannya, dengan itu ia telah membalas dendam atas kematian para Sahabatnya. Ternyata, kedua laki-laki tadi terikat perjanjian damai dengan Rasulullah yang tidak diketahui 'Amr. Saat tiba di Madinah, ia menceritakan kejadian yang dialaminya kepada Rasulullah , termasuk pembunuhan yang

telah dilakukannya. Rasulullah membunuh dua orang yang karenanya aku harus membayar diyat." Peristiwa itulah yang menjadi penyebab pecahnya Perang Bani Nadhir, sebagaimana yang tercantum dalam kitab ash-Shahiih. 183

Menurut az-Zuhri, Perang Bani Nadhir terjadi enam bulan setelah Perang Badar. Akan tetapi, kenyataannya tidak demikian. Yang berlangsung enam bulan setelah Perang Badar adalah Perang Bani Qainuqa'. Adapun Perang Bani Nadhir, terjadi setelah Perang Uhud. Sementara itu, Perang Bani Quraizhah berlangsung setelah Perang Khandaq. Perang Khaibar terjadi setelah perjanjian al-Hudaibiyah. Perang melawan Romawi berlangsung pada tahun Tabuk, yaitu setelah penaklukan kota Makkah.

Menjelang wafatnya, Rasulullah memerintahkan kaum Muslimin untuk mengusir kaum Yahudi dan Nashrani dari tanah Arab<sup>184</sup>. <sup>185</sup>

#### [Perang Bani Nadhir]

Rasulullah sendiri yang pergi menemui (pemimpin) Bani Nadhir untuk membayar diyat dua orang (dari Bani 'Amir) yang dibunuh 'Amr. Sebab, antara kedua orang itu dan Bani Nadhir terdapat ikatan perjanjian (bersekutu). 186 Kaum Bani Nadhir pun menyetujunya: "Baiklah."

Rasulullah , Abu bakar, 'Umar, 'Ali, dan para Sahabat yang lainnya—semoga Allah meridhai mereka semua—sempat duduk-duduk (beristirahat) di bawah benteng orang-orang kafir itu. Di tempat lain, kaum musyrikin berkumpul dan berunding: "Siapa yang akan melemparkan kayu ini kepada Muhammad hingga dia mati?" Seorang laki-laki bernama 'Amr bin Jihasy menyanggupinya. Semoga Allah melaknatnya.

Sebelum rencana tersebut dilaksanakan, Allah telah memberitahukan kepada Rasul-Nya tentang niat jahat mereka (Bani Nadhir). Segera saja Rasulullah sebangkit dan meninggalkan para Sahabat karenanya. Belum lagi beliau sampai di Madinah, datanglah seseorang memberitahukan bahwa ia melihat Rasulullah memasuki sebuah kebun di dekat kota itu. Abu Bakar dan para Sahabat yang tadi bersamanya segera berdiri dan menyusul beliau.

Rasulullah se langsung memberitahukan kepada mereka apa yang dikabarkan Allah mengenai niat jahat orang-orang Yahudi. Rasulullah memobilisasi kaum Muslimin untuk memerangi mereka. Beliau pun berangkat dan menunjuk Ibnu Ummi Maktum sebagai amir sementara di Madinah. Peristiwa ini terjadi pada bulan Rabi'ul Awwal. Beberapa waktu kemudian, kaum Muslimin mengepung orang-

orang kafir itu hingga enam malam. Pada saat itulah, minuman keras diharamkan, 187 seperti yang disebutkan oleh Ibnu Hazm. 188 Akan tetapi, aku (Ibnu Katsir) belum mendapatkan ulama lain yang berpendapat demikian.

'Abdullah bin Ubay bin Salul bersama para pengikutnya dari kalangan kaum munafik sempat menyusup ke dalam benteng Bani Nadhir dan berkata: "Kami berada di pihak kalian dan akan berperang bersama kalian. Kalau kalian diusir, kami juga akan keluar bersama kalian." Kalangan Bani Nadhir pun teperdaya oleh ucapan tersebut sehingga mereka berusaha mempertahankan benteng mereka.

Rasulullah menyuruh pasukannya untuk menebang dan membakar pohon-pohon kurma mereka. 189 Akhirnya kaum musyrikin menyerah dan memohon agar Rasulullah bersedia melepaskan mereka, tidak menumpahkan darah mereka, dan mengizinkan mereka membawa barang-barang yang bisa diangkut oleh unta, kecuali senjata. Rasulullah pun mengabulkan permintaan mereka.

Adapun harta (ghanimah) yang tersisa dibagi-bagikan oleh Rasulullah kepada kalangan senior Muhajirin saja. Selain itu, beliau memberikan bagian khusus kepada Abu Dujanah dan Sahal bin Hunaif, dua orang dari Anshar, karena keduanya miskin. 190 Hartaharta kaum musyrikin itu termasuk fa-i yang dihalalkan oleh Allah untuk Rasul-Nya. Kaum Muslimin pun tidak mengerahkan kuda dan kendaraan (kekuatan) apa pun untuk mendapatkannya (tanpa melalui peperangan). 191

Dalam peperangan ini Allah menurunkan surat al-Hasyr. 192 'Abdullah bin 'Abbas menyebut surat ini dengan surat Bani Nadhir. 193

#### Qunut Nazilah

Rasulullah membaca doʻa Qunut selama sebulan penuh untuk melaknat orang-orang yang telah membunuh para *qurra*', yakni para penghafal al-Qur-an yang gugur dalam tragedi Bi'r Maʻunah. 194

#### Rasulullah **E Berpartisipasi** Dalam Perang Dzaturriqa'<sup>195</sup>

Perang Dzaturriqa' adalah Perang Najed.

Rasulullah keluar pada bulan Jumadil Ula tahun 4 H untuk menyerang (Bani) Muharib dan Bani Tsa'labah bin Sa'ad bin Ghathafan. Sebelum pergi, beliau menunjuk Abu Dzarr al-Ghifari<sup>196</sup> sebagai amir sementara di Madinah. Nabi berjalan terus tanpa beristirahat hingga tiba di Nakhl.<sup>197</sup> Beliau berpapasan dengan sekelompok orang dari Ghathafan. Mereka berhenti sejenak (saling berhadapan), namun tidak sampai terjadi pertempuran. Pada hari itulah, beliau melakukan shalat Khauf, seperti halnya yang disebutkan oleh Ibnu Ishaq dan ahli sejarah lainnya.<sup>198</sup>

Akan tetapi, pendapat tersebut kontroversial. Sebab, terdapat riwayat lain dari asy-Syafi'i, Ahmad, dan an-Nasa-i dari Abu Sa'id yang menyebutkan bahwa Rasulullah dikepung oleh pasukan kaum musyrikin pada Perang Khandaq sehingga tertahan mengerjakan shalat Zhuhur, Ashar, Maghrib, dan 'Isya. Akibatnya, Nabi terpaksa menggabungkan (menjamak) shalat-shalat tersebut. Hal itu beliau lakukan sebelum turunnya ayat tentang shalat Khauf. 199

Mereka (para ulama) menegaskan bahwasanya perintah shalat Khauf turun di 'Usfan, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu 'Ayyasy az-Zarqi.<sup>200</sup> Ia berkata: "Kami bersama Nabi ﷺ di 'Usfan. Beliau mengimami shalat Zhuhur kami. Ketika itu, pasukan kaum musyrikin dipimpin oleh Khalid bin al-Walid. Pasukan musyrikin bersiasat: "Kita

akan memanfaatkan kelalaian mereka.' Mereka juga berkata: 'Sebentar lagi, mereka akan mengerjakan shalat yang lebih dicintai daripada harta dan anak-anak mereka.' Maka turunlah perintah mengerjakan shalat Khauf antara Zhuhur dan Ashar. Rasulullah mengemami kami shalat Ashar dan membagi kami menjadi dua kelompok." Abu 'Ayyasy pun menyebutkan lafazh hadits tersebut hingga selesai.

Hadits di atas diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, dan an-Nasa-i.<sup>201</sup>

Diriwayatkan juga dari Abu Hurairah , ia menceritakan bahwa Rasulullah singgah (bermukim sementara) di antara Dhajanan dan 'Usfan.<sup>202</sup> Di tempat inilah kaum Muslimin mengepung kaum musyrikin. Orang-orang kafir berkata: "Sesungguhnya Muhammad dan Sahabatnya memiliki amal yang lebih dicintai<sup>203</sup> daripada anak dan gadis mereka. Kumpulkanlah kekuatan kalian dan serbulah mereka dengan tiba-tiba (ketika waktunya tiba)." Maka datanglah Jibril an memerintahkan Rasulullah supaya membagi para Sahabatnya menjadi dua kelompok. Abu Hurairah pun menyebutkan lanjutan hadits yang diriwayatkan oleh an-Nasa-i dan at-Tirmidzi tersebut. At-Tirmidzi berkata: "Hasan shahih."<sup>204</sup>

Sebagaimana dimaklumi, tanpa adanya perbedaan pendapat, bahwasanya Perang 'Usfan terjadi setelah Perang Khandaq. Artinya, Perang Dzaturriqa' terjadi setelahnya, yaitu sesudah Perang Khaibar.<sup>205</sup>

Kesimpulan ini kian diperkuat dengan turut sertanya Abu Musa al-Asy'ari dan Abu Hurairah dalam perang tersebut.

Dijelaskan dalam kitab ash-Shahiihain dari beliau bahwa Abu Musa al-Asy'ari ikut Perang Dzaturriqa'. Para Sahabat membungkus kaki mereka dengan sobekan kain karena luka-luka yang diderita.<sup>206</sup> Oleh sebab itulah, perang ini disebut juga dengan Perang Dzaturriqa'.<sup>207</sup>

Diriwayatkan dari Marwan bin al-Hakam bahwa ia pernah bertanya kepada Abu Hurairah : "Apakah kamu pernah melaksanakan shalat Khauf bersama Rasulullah ?" Abu Hurairah menjawab: "Ya, pernah." Marwan bertanya lagi: "Kapan?" Beliau menjawab: "Pada

Perang Najed." Kemudian, Abu Hurairah menjelaskan tata cara shalat Khauf.

Hadits tersebut diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan an-Nasa-i.<sup>208</sup>

Sebagian ahli sejarah mengatakan bahwa Perang Dzaturriqa' berlangsung lebih dari sekali, yakni sebelum Perang Khandaq dan terjadi lagi sesudahnya.

Aku (Ibnu Katsir) menegaskan, jika demikian, maka pendapat yang mengatakan bahwa Rasulullah melaksanakan shalat Khauf pada perang ('Usfan) yang pertama merupakan pendapat yang tidak benar, yakni apabila hadits yang menyebutkan pensyari'atan shalat Khauf di 'Usfan tadi shahih.

Mereka (para ulama) menyebutkan bahwa di antara peristiwa yang terjadi pada Perang Dzaturriqa' adalah kisah unta Jabir yang dijualnya kepada Rasulullah 2009 Namun, hal itu masih perlu ditinjau kembali karena terdapat riwayat lain yang menyebutkan bahwa peristiwa itu terjadi pada Perang Tabuk. Hanya saja, riwayat pertama tersebut lebih relevan. Sebab, ayah Jabir terbunuh sebagai syahid pada Perang Uhud dan meninggalkan beberapa orang puteri. Oleh sebab itu, Jabir merasa harus cepat-cepat menikah agar segera mendapatkan orang yang bisa mengurus mereka. 1211

Peristiwa lainnya ialah seperti yang disebutkan dalam hadits Jabir, yaitu berkenaan dengan laki-laki yang isterinya ditawan kaum Muslimin. Orang itu bersumpah untuk membunuh salah seorang Sahabat Muhammad . Pada malam harinya, ia melaksanakan niat jahatnya tersebut. Sementara itu, Rasulullah telah menugaskan dua orang penjaga, yaitu Abbad bin Bisyr dan Ammar bin Yasir, untuk melindungi kaum Muslimin dari serangan musuh. Lakilaki tadi pun melukai Abbad yang sedang shalat dengan panahnya. Abbad mencabut panah tersebut dan melanjutkan shalatnya. Bahkan, ketika kemudian tubuhnya tertembus tiga anak panah, ia tidak juga berhenti shalat hingga mengucapkan salam. Setelah itu, barulah ia membangunkan Sahabatnya. Ammar pun terkejut melihat kondisi

Abbad, seraya berseru: "Subhanallah! Mengapa kamu tidak membangunkanku tadi?" Abbad menjawab: "Tadi aku sedang membaca surat dalam shalat, dan aku tidak suka memutusnya."<sup>213</sup>

Peristiwa lain yang terjadi, disebutkan dalam hadits Ghaurats bin al-Harits. Orang ini mencoba membunuh Rasulullah ketika beliau sedang tidur siang di bawah sebatang pohon. Ia menghunus pedang dan berusaha menebaskannya ke tubuh Rasulullah ke, namun Allah mencegahnya dengan menahan tangannya. Rasulullah pun terbangun dan langsung memanggil para Sahabatnya. Semua Sahabatnya segera berkumpul (dan mengepung orang itu). Nabi menjelaskan kepada mereka perihal upaya pembunuhan tersebut. Meskipun demikian, beliau membebaskan dan memaafkan kesalahan Ghaurats.<sup>214</sup>

Peristiwa itu terjadi pada Perang Dzaturriqa'. Akan tetapi, yang dimaksud ialah Perang Dzaturriqa' yang berlangsung setelah Perang Khandaq, sebagaimana yang diriwayatkan dalam kitab ash-Shahiihain,<sup>215</sup> dari Jabir bin 'Abdullah , ia bercerita: "Kami pergi bersama Rasulullah hingga tiba di Dzaturriqa'. Setiap kali berada di sebuah pohon yang rindang, kami memberikan tempat itu kepada beliau. Kemudian, datanglah seorang laki-laki dari kaum musyrikin. Ketika itu, pedang beliau tergantung di pohon. Ia pun mengambil pedang tersebut dan menghunuskannya kepada Rasulullah sambil bertanya: "Tidakkah engkau takut kepadaku?" Rasulullah menjawab: "Tidak." Orang itu bertanya: "Siapa yang mampu melindungimu dariku?" Rasulullah menjawab: "Allah."<sup>216</sup>

Para Sahabat mengancam orang tersebut, sehingga ia menyarungkan kembali pedang beliau lalu menggantungkannya di tempat semula. Setelah itu, waktu shalat pun tiba. Rasulullah sebalat bersama sebagian Sahabat sebanyak dua rakaat. Kemudian, para Sahabat tersebut mundur, lalu datang lagi sekelompok lain untuk shalat dua rakaat juga bersama beliau. Dengan demikian, Rasulullah sebalat empat rakaat, sedangkan kaum Muslimin lainnya shalat dua rakaat. Demikianlah lafazh hadits riwayat Muslim.

# [Badar Yang Dijanjikan]

Pada Perang Uhud, Abu Sufyan pernah berseru saat akan kembali: "Kita akan bertemu lagi di Badar tahun depan!" Rasulullah menyuruh salah seorang Sahabatnya untuk menjawab tentang hal itu: "Ya." Pada bulan Sya'ban tahun yang dijanjikan ini, Nabi bersama para Sahabat berangkat menuju Badar sesuai dengan janji tersebut. Rasulullah telah menunjuk 'Abdullah bin 'Abdullah bin Ubay sebagai amir sementara di Madinah. Beliau sempat tinggal (bermukim) di Badar selama delapan malam, namun kemudian pulang kembali tanpa sempat berperang. Sebenarnya, Abu Sufyan sudah keluar bersama kaum Quraisy. Namun, di tengah perjalanan, kaum musyrikin mengubah niat sehingga memutuskan untuk kembali lagi, karena paceklik yang melanda negeri mereka. Orang-orang kafir pun pulang. Peristiwa ini dinamakan Perang Badar ketiga atau Badar yang dijanjikan.<sup>217</sup>

|  |  | • |
|--|--|---|
|  |  |   |

# [Perang Daumatul Jandal]<sup>218</sup>

Rasulullah se keluar menuju Daumatul Jandal pada bulan Rabi'ul Awwal tahun 5 H. Akan tetapi, lagi-lagi beliau kembali setelah di tengah perjalanan tidak menemui pertempuran. Sebelumnya, Nabi menunjuk Siba' bin 'Arthufah sebagai amir sementara di Madinah.



#### [Perang Khandaq]219

Pasal ini menjelaskan Perang Khandaq secara singkat. Pada perang ini, Allah menguji hamba-hamba-Nya yang beriman dan menimpakan kegoncangan (cobaan) atas mereka. Allah hendak memantapkan keimanan yang ada dalam hati para wali-Nya; serta menampakkan sesuatu yang selama ini disembunyikan oleh orangorang munafik, membongkar rahasia mereka, dan memberikan teguran keras terhadap kaum tersebut. Pada akhirnya, Allah akan menurunkan kemenangan-Nya, menolong hamba-Nya, dan menghancurkan pasukan-pasukan musuh sendirian. Kemudian, Allah memuliakan bala tentara-Nya dan mengusir orang-orang kafir sehingga mereka menjadi kesal karenanya. Sebaliknya, Allah senantiasa menjaga kaum Muslimin dari kejahatan mereka. Semua itu merupakan karunia dan anugerah dari-Nya.

Allah mengharamkan kepada kaum musyrikin, baik berdasarkan syar'i maupun berdasarkan ketentuan-Nya, untuk kembali memerangi kaum Mukminin sesudah peristiwa tersebut.<sup>220</sup> Bahkan, Allah menjadikan mereka pihak yang kalah. Kebalikannya, Allah akan menjadikan barisan pasukan-Nya sebagai pemenang. Segala puji bagi Allah, Rabb sekalian alam.

Peristiwa itu (Perang Khandaq) terjadi pada bulan Syawwal tahun 5 H, menurut pendapat yang benar dari dua pendapat yang beredar di kalangan ahli sejarah.<sup>221</sup> Sebagai buktinya, tidak ada perbedaan pendapat tentang Perang Uhud yang terjadi pada bulan Syawwal 3 H. Sebelumnya juga telah dipaparkan pendapat para ulama (ahli sejarah) bahwa Abu Sufyan menantang kaum Muslimin untuk bertemu

(berperang) kembali di Badar pada tahun depan. Ketika itu Rasulullah pun keluar untuk menemui kaum musyrikin, namun mereka ingkar janji, disebabkan oleh paceklik yang melanda negeri mereka, sehingga pertempuran tertunda sampai tahun berikutnya.

Abu Muhammad bin Hazm al-Andalusi berkata dalam kitab *al-Maghaazi*-nya:<sup>222</sup> "Demikianlah pendapat para ahli sejarah." Beliau pun menambahkan: "Yang benar dan tidak diragukan lagi bahwa peristiwa itu terjadi pada tahun 4 H. Inilah pendapat Musa bin 'Uqbah."

Ibnu Hazm berargumentasi dengan hadits Ibnu 'Umar : "Aku pernah menawarkan diri untuk ikut berperang dengan Rasulullah saat Perang Uhud. Ketika itu, aku masih berusia 14 tahun sehingga beliau tidak mengizinkanku turut serta. Setelah itu, aku menawarkan diri lagi untuk ikut Perang Khandaq, ketika usiaku sudah mencapai 15 tahun, dan Rasulullah pun mengizinkannya."

Dengan demikian, terbuktilah bahwa jeda waktu antara kedua perang tersebut hanyalah satu tahun.

Aku (Ibnu Katsir) menegaskan, hadits ini dikeluarkan dalam kitab ash-Shahiihain. 223 Meskipun begitu, hal itu tidak menguatkan pendapatnya itu. Sebab, izin mengikuti perang menurut beliau berdasarkan syarat, yaitu telah berusia 15 tahun. Maka dari itu, yang belum sampai usia tersebut tidak diperbolehkan ikut. Sebaliknya, yang sudah mencapainya diperbolehkan berperang. Karena pada saat Perang Uhud usia Ibnu 'Umar belum mencapai 15 tahun, Rasulullah pun tidak memberinya izin. Adapun pada Perang Khandaq, usianya sudah cukup sehingga Rasulullah mengizinkannya. Pernyataan tersebut tidaklah menafikan kemungkinan bahwa usia Ibnu 'Umar kala itu lebih tua satu, dua, atau tiga tahun; atau bahkan lebih dari itu. Dengan kata lain, seolah-olah ia berkata: "Pada Perang Khandaq, aku menawarkan diri, yaitu ketika aku sudah baligh atau sudah layak ikut berperang."

Ada pula yang menyebutkan bahwa pada Perang Uhud Ibnu 'Umar memang baru berusia 14 tahun. Sementara pada Perang Khandaq, beliau sudah di penghujung usia 15 tahun. Namun, pendapat itu masih

perlu ditinjau kembali. Pendapat pertama lebih kuat secara ilmiah bagi orang yang mau menelaah dan bersikap netral. Wallaahu a'lam.<sup>224</sup>

Latar belakang perang al-Khandaq adalah sebagai berikut: sekelompok orang Yahudi dari kalangan Bani Nadhir yang sudah diusir oleh Rasulullah dari Madinah ke Khaibar, sebagaimana telah diterangkan sebelumnya, yang terdiri atas para pembesar mereka, seperti Salam bin Abil Haqiq, Salam bin Misykam, Kinanah bin Rabi', dan yang lainnya, menemui kaum Quraisy di Makkah dan mengajak mereka untuk berperang melawan Rasulullah . Karena mereka menjanjikan pertolongan dan bala bantuan, maka orang-orang Quraisy menyambut baik ajakan tersebut. Lantas mereka pergi ke Ghathafan dan mengajak penduduknya untuk bergabung. Kaum Ghathafan pun menyetujuinya. Setelah itu, berangkatlah Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb, sedangkan Ghathafan di bawah pimpinan 'Uyainah bin Hishn. Semuanya berjumlah sepuluh ribu prajurit.

Pada saat Rasulullah mendengar berita tersebut, beliau segera memerintahkan para Sahabatnya untuk menggali parit<sup>226</sup> guna menghalangi pasukan kaum musyrikin yang akan masuk Madinah. Hal itu beliau lakukan berdasarkan usulan Salman al-Farisi . Kaum Muslimin pun bergegas membuat parit tersebut sebelum pasukan Quraisy menyerang. Dalam peristiwa penggalian parit itu, banyak terjadi tanda-tanda kebesaran Allah yang terlalu panjang apabila dijelaskan di sini, serta berbagai mukjizat Nabi yang telah mutawatir riwayatnya. Ketika parit sudah selesai dikerjakan, kaum musyrikin pun datang. Mereka bermukim sementara di pinggiran kota Madinah, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah ::

"(Yaitu) ketika mereka datang kepadamu dari atas dan dari bawahmu ...." (QS. Al-Ahzaab: 10)<sup>227</sup>

Rasulullah se keluar dan berlindung dalam parit bersama tiga ribu prajurit Muslimin dari kalangan penduduk Madinah, menurut pendapat yang benar.

Ibnu Ishaq menyebutkan bahwa jumlah kaum Muslimin kala itu tujuh ratus orang. Namun, pendapat itu keliru karena tersamar olehnya mengenai jumlah mereka pada Perang Uhud, wallaahu a'lam.<sup>228</sup>

Kaum Muslimin berada di belakang Sal'u.<sup>229</sup> Sebelumnya, Rasulullah memerintahkan supaya kaum wanita dan anak-anak diungsikan ke benteng (uthum <sup>230</sup>) Madinah. Beliau juga menunjuk Ibnu Ummi Maktum sebagai amir sementara di kota itu.

Huyay bin Akhthab an-Nadhari mendatangi kampung Bani Quraizhah guna bertemu dengan Ka'ab bin Asad, pemimpin mereka. Ia terus memaksanya, hingga akhirnya Ka'ab bin Asad melanggar perjanjian antara dirinya dan Rasulullah. Ka'ab pun bersekongkol<sup>231</sup> dengan kaum musyrikin untuk memerangi Rasulullah ﷺ. Tentu saja, kaum musyrikin senang menerima bantuannya.

Rasulullah mengutus dua orang yang bernama Sa'ad, yakni Sa'ad bin Mu'adz dan Sa'ad bin 'Ubadah, juga Khawat bin Jubair dan 'Abdullah bin Rawahah untuk menyelidiki apakah benar Bani Quraizhah telah melanggar perjanjian atau tidak. Tatkala para Sahabat itu menemui kaum Yahudi tersebut, ternyata mereka secara terang-terangan menunjukkan permusuhan dan melanggar perjanjian. Akibatnya, mereka saling mencaci. Bahkan, kaum Yahudi itu berani menghina Rasulullah sehingga Sa'ad bin Mu'adz membalas ejekan mereka. Kaum Muslimin pun meninggalkan kampung Bani Quraizhah.

Rasulullah telah berpesan kepada utusan tersebut untuk tidak memberitahukan kaum Muslimin yang lain, apabila mereka (Bani Quraizhah) benar-benar mengingkari perjanjian. Sebab, hal itu dapat melemahkan semangat mereka. Akan tetapi, hendaklah diumumkan dengan isyarat kepada mereka. Ketika para utusan kembali, Rasulullah bertanya: "Apa yang kalian lihat di sana?" Mereka menjawab: "Suku 'Udhal dan Qarah." Kedua suku itu pernah mengkhianati delegasi ar-Raji'. Hal itu tentu saja menggemparkan kaum Muslimin sehingga mereka semakin gelisah dan bertambah susah. Kondisi mereka saat itu seperti yang difirmankan Allah

# ﴿ هُنَالِكَ ٱبْتُلِي ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُواْ زِلْزَالَا شَدِيدًا اللهَ ﴾

"Di situ diuji orang-orang Mukmin dan digoncangkan (hatinya) dengan goncangan yang sangat." (QS. Al-Ahzaab: 11)

Kemunafikan pun semakin memuncak dan semakin banyak jumlahnya. Sebagian orang dari kalangan Bani Haritsah meminta izin kepada Rasulullah agar dapat pulang ke Madinah untuk melindungi rumah-rumah mereka. Mereka beralasan bahwa rumah-rumah tersebut terbuka (tidak dijaga) sehingga tidak ada halangan bagi musuh untuk menyerangnya. Bani Salamah juga berniat mundur dari peperangan. Akan tetapi, Allah meneguhkan kembali tekad kedua golongan tersebut.

Kaum musyrikin masih terus<sup>232</sup> mengepung Rasulullah ﷺ. Sebulan pun berlalu, namun tidak juga terjadi pertempuran di antara mereka. Sebab, Allah selalu menghalangi pergerakan mereka<sup>233</sup> dengan parit-parit yang digali kaum Muslimin.

Meskipun demikian, beberapa pasukan berkuda dari kalangan Quraisy, yakni 'Amr bin 'Abdu Wadd al-'Amiri dan beberapa orang lainnya, mendekati parit tersebut. Setelah sampai di depannya, mereka berkata: "Tipu daya (siasat) semacam ini tidak dikenal oleh bangsa Arab." Pasukan itu berusaha mencari-cari celah untuk dapat menerobos masuk dan menyerbu Khandaq. Namun, kuda mereka terjebak di tanah lembek antara parit (Khandaq) dan Sal'u. Akhirnya, pasukan tadi menantang kaum Muslimin untuk perang tanding. Tantangan 'Amr bin 'Abdu Wadd dijawab oleh 'Ali bin Abi Thalib . Mereka pun bertarung hingga Allah membunuh 'Amr melalui tangan 'Ali. Padahal, tidak ada yang mampu menandingi 'Amr pada masa Jahiliyyah. Tidak dapat dipungkiri juga bahwa pada waktu itu ia sudah tua, yakni telah berumur lebih dari 100 tahun. Oleh sebab itu, sisa pasukan tersebut langsung berbalik kembali kepada kaumnya. Itulah pertama kali Allah menampakkan [dengannya] kehinaan mereka.

Syi'ar kaum Muslimin pada pertempuran itu adalah: "Haamiim, mereka tidak akan menang." <sup>236</sup>

Setelah lama kaum Muslimin berada dalam kondisi demikian (terkepung), Rasulullah seberinisiatif mengajak damai Uyainah bin Hishn dan al-Harits bin 'Auf, dua pemimpin Ghathafan, dengan imbalan sepertiga hasil buah-buahan kota Madinah dan jaminan mereka bahwa dapat kembali bersama kaumnya. Negosiasi perjanjian damai itu pun dilakukan. Karena belum juga didapatkan kesepakatan, akhirnya Rasulullah sememinta saran dua Sahabatnya yang bernama Sa'ad untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Keduanya berpendapat: "Wahai Rasulullah, apabila Allah memang memerintahkan engkau untuk berdamai dengan mereka, berarti kami hanya bisa mendengar dan menaatinya. Namun, jika keputusan itu merupakan inisiatif yang engkau lakukan untuk kami, maka ketahuilah bahwa kami pernah bersama kaum tersebut dalam kemusyrikan dan penyembahan berhala. Dahulu, mereka tidak pernah makan buah-buahan kami, kecuali dengan cara barter (menukar) atau membelinya. Kemudian, Allah memuliakan kami dengan Islam, memberikan petunjuk sehingga kami dapat memeluk Islam, serta menganugerahkan kehormatan kepada kami dengan kehadiranmu dan Islam. Apakah sesudah itu kami memberikan harta kami kepada mereka? Demi Allah, kami hanya ingin mengacungkan pedang kepada mereka." Rasulullah menjawab: "Upaya ini adalah inisiatif yang kulakukan demi kalian."

Rasulullah membenarkan pendapat mereka dalam hal ini. Akhirnya, Rasulullah ﷺ tidak jadi meneruskan perundingan damai tersebut.<sup>237</sup>

Segala puji bagi Allah wayang telah menetapkan suatu kejadian yang menunjukkan kehinaan dan membuyarkan konspirasi mereka. Beberapa waktu kemudian (yaitu setelah gagalnya perdamaian tersebut): Nu'aim bin Mas'ud bin 'Amir al-Ghathafani menemui Nabi dan berkata: "Wahai Rasulullah, aku telah masuk Islam. Perintahkanlah kepadaku apa saja yang engkau mau."

Rasulullah memerintahkan: "Kamu hanya seorang diri. Maka dari itu, perdayailah musuh untuk kepentingan kami semampumu. Sesungguhnya perang adalah tipu daya." <sup>238</sup>

Nu'aim segera pergi menuju kampung Bani Quraizhah. Pada masa Jahiliyyah dulu, ia (kaumnya) adalah sekutu Bani Quraizhah. Ia menemui orang-orang yang di sana, sementara mereka belum mengetahui keislamannya, dan berseru: "Hai Bani Quraizhah, kalian akan memerangi Muhammad. Padahal, apabila mendapatkan kesempatan, nanti kaum Quraisy tidak akan menyia-nyiakannya untuk bergegas pulang ke negeri mereka (melarikan diri dari perang). Akibatnya, tinggallah kalian sendirian bersama pasukan Muhammad. Pada saat itulah, Muhammad pasti akan membalas dendam kepada kalian!"

Kaum Bani Quraizhah bertanya: "Apa yang harus kami lakukan, hai Nu'aim?" Nu'aim menjawab: "Janganlah kalian berperang bersama (membantu) kaum Quraisy, kecuali jika mereka menyerahkan beberapa orang sebagai jaminannya." Orang-orang Yahudi itu memujinya: "Kamu telah mengemukakan pendapat yang tepat."

Setelah itu, Nu'aim beranjak pergi menemui orang-orang Quraisy dan bertanya kepada Abu Sufyan: "Bukankah aku seorang yang loyal dan suka memberikan saran yang brilian kepada kalian?" Kaum Quraisy menjawab: "Benar." Nu'aim kembali berkata: "Sesungguhnya kaum Yahudi (Bani Quraizhah) menyesal terhadap pembatalan perjanjian dengan Muhammad dan para Sahabatnya. Bahkan, mereka sudah mengirim surat kepada Muhammad. Di dalam surat tersebut mereka berencana meminta beberapa orang dari kalian sebagai jaminan untuk kemudian diserahkan kepada Muhammad. Sesudah itu, mereka akan bersekongkol dengan Muhammad untuk menghabisi kalian."

Nu'aim juga pergi menemui pemimpin kaum Ghathafan dan mengatakan hal yang serupa, sebagaimana yang diucapkannya kepada kaum Bani Quraizhah.

Pada malam Sabtu bulan Syawwal, kaum Quraisy mengirim surat kepada kaum Yahudi. Di dalamnya tercantum: "Kami tidak akan bermukim lama di sini. Mari, besok kita sama-sama berangkat (berjuang) untuk menghabisi laki-laki itu (Muhammad ﷺ)."

Kaum Yahudi mengirimkan surat balasan. Di dalamnya tertulis: "Hari ini adalah hari Sabtu. Kami tidak akan berperang sebelum kalian bersedia menyerahkan beberapa orang sebagai jaminannya."

Manakala utusan kaum Quraisy telah kembali dan menyerahkan surat balasan tersebut, mereka berkata: "Demi Allah, apa yang dikatakan Nu'aim bin Mas'ud kepada kita itu benar."

Orang-orang kafir segera mengirimkan utusan lagi (untuk menanggapi surat balasan kepada orang-orang Yahudi): "Demi Allah, kami tidak akan menyerahkan seorang pun kepada kalian sebagai jaminan. Bergegaslah berangkat untuk berperang bersama kami."

Bani Quraizhah pun berkata: "Demi Allah, apa yang dikatakan Nu'aim kepada kita itu benar."

Alhasil, kaum Yahudi tidak mau lagi berperang untuk kaum Quraisy.

Tidak lama kemudian, Allah mengirimkan angin kencang kepada kaum Quraisy dan bala tentaranya<sup>240</sup> sehingga memporak-porandakan pasukan mereka. Angin itu menyebabkan mereka tidak dapat berdiri dengan tegak, tidak sanggup mendirikan kemah, tidak bisa mengikat tali pengikat tenda (ath-thunb <sup>241</sup>)tidak kuasa menyalakan panci untuk memasak, dan melakukan aktivitas lainnya. Kondisi cuaca yang tidak bersahabat itu membuat mereka memutuskan untuk siapsiap pulang pada malam itu.

Rasulullah sempat mengutus Hudzaifah bin al-Yaman suna menyelidiki kondisi mereka. Kenyataan yang didapatkan Sahabat itu sama seperti yang digambarkan tadi. Ia melihat Abu Sufyan sedang memanaskan punggungnya dengan api unggun. Andaikata Hudzaifah mau, bisa saja ia membunuhnya. Namun, ia langsung kembali menemui Rasulullah pada malam itu juga dan memberitahukan kondisi mereka, yaitu bahwasanya mereka akan pulang (mundur) sekarang. In pada malam itu juga dan memberitahukan kondisi mereka, yaitu bahwasanya mereka akan pulang (mundur) sekarang.

Pada pagi harinya, Rasulullah pun kembali ke Madinah, sedangkan kaum Muslimin sudah<sup>244</sup> meletakkan senjata. Datanglah Jibril menemui Rasulullah saat beliau sedang mandi di rumah Ummu Salamah. Jibril bertanya: "Apakah kalian sudah meletakkan senjata? Sesungguhnya kami belum meletakkan senjata kami. Cepat bangkit<sup>245</sup> dan datangilah mereka!" Yang dimaksud adalah Bani Quraizhah.<sup>246</sup>

# [Penyerangan Bani Quraizhah]

Pada saat itu juga, Rasulullah se bangkit dan memerintahkan kaum Muslimin agar tidak mengerjakan shalat Ashar hingga mereka sampai di perkampungan Bani Quraizhah. Padahal, ketika itu sudah masuk waktu Ashar.

Kaum Muslimin segera berangkat berombongan. Sebagian dari mereka melaksanakan shalat Ashar di tengah perjalanan dengan beralasan: "Rasulullah ﷺ tidak menyuruh kita<sup>247</sup> meninggalkan shalat, tetapi beliau memerintahkan kita agar mempercepat perjalanan."

Sementara itu, Sahabat yang lain mengerjakan shalat setelah matahari terbenam, yakni ketika telah sampai di tempat Bani Quraizhah. Rasulullah tidak mengecam kedua kelompok kaum Muslimin yang berbeda pendapat tersebut.<sup>248</sup>

Ibnu Hazm<sup>249</sup> menyatakan: "Kelompok kedualah yang benar. Ijtihad kelompok pertama salah, tetapi mereka tetap mendapatkan pahala. Allah mengetahui bahwa seandainya kita yang berada di sana pada saat itu, niscaya kita juga akan shalat Ashar di tempat Bani Quraizhah, meskipun setelah beberapa hari kemudian."

Aku (Ibnu Katsir) berkomentar: "Pendapat Ibnu Hazm bisa dimaklumi karena ia termasuk salah seorang tokoh besar kelompok Zhahiriyah, yang kesimpulannya tidak mungkin beranjak dari nash tersebut."<sup>250</sup>

Dengan demikian, mengutamakan salah satu pendapat (perbuatan tersebut) daripada yang lainnya masih perlu ditinjau kembali. Sebab, Rasulullah ﷺ tidak pernah mengecam salah satu dari kedua kelompok

tersebut. Kalau ada yang membenarkan setiap mujtahid, berarti mereka semua benar, tidak ada yang lebih disalahkan. Adapun orang yang berpendapat bahwa pihak yang benar itu hanya satu, yaitu kebenaran yang tidak diragukan dan diperdebatkan lagi berdasarkan dalil-dalil dari Kitabullah dan as-Sunnah, maka ia harus menyimpulkan bahwa salah satu dari kedua kelompok tersebut mendapatkan dua pahala karena telah sesuai dengan kebenaran, sedangkan pihak yang lain mendapatkan satu pahala (karena melakukan kekeliruan).<sup>251</sup>

Kami tegaskan, semoga Allah memberikan taufik, bahwasanya para Sahabat yang shalat Ashar pada waktunya mendapatkan kelebihan (pahala) karena telah mengikuti perintah Nabi segera berjihad dan melaksanakan shalat pada waktunya, terutama sekali shalat Ashar yang harus betul-betul dijaga, sebagaimana yang Allah tegaskan dalam Kitab-Nya.

Allah Derfirman:

"Peliharalah segala shalat(mu) dan (peliharalah) shalat wustha ...." (QS. Al-Baqarah: 238)

Yang dimaksud dengan shalat wustha adalah shalat Ashar, menurut pendapat yang benar dan qath'i (kuat), insya Allah, dari belasan pendapat lainnya.<sup>252</sup> As-Sunnah juga telah memerintahkan kaum Muslimin agar menjaga shalat tersebut.

Barangkali ada yang beralasan: "Bukankah mengakhirkan shalat untuk keperluan jihad pada saat itu diperbolehkan, sebagaimana ketika Rasulullah se mengakhirkan shalat Ashar dan Maghrib dalam Perang Khandaq karena kesibukan jihad,<sup>253</sup> bahkan shalat Zhuhur juga, seperti halnya yang disebutkan dalam riwayat an-Nasa-i<sup>254</sup> dari dua jalur riwayat?"

Jawabannya: "Pendapat itu dapat diterima, apabila Rasulullah tidak meninggalkan shalat pada saat itu karena lupa. Akan tetapi,

ternyata beliau menyayangkan hal tersebut, sebagaimana saat 'Umar bin al-Khaththab berkata kepada beliau: 'Wahai Rasulullah, aku belum shalat Ashar walaupun matahari telah terbenam?' Rasulullah berseru: 'Demi Allah, aku juga belum shalat.'"255

Tanggapan tersebut mengesankan bahwa Rasulullah memang lupa mengerjakan shalat karena kesibukan (jihad) yang dihadapinya. Hal ini sesuai dengan yang disebutkan dalam kitab ash-Shahiihain<sup>256</sup> dari 'Ali bin Abi Thalib , bahwasanya Rasulullah berkata pada Perang Ahzab: "Mereka membuat kita sibuk hingga terlambat mengerjakan shalat wustha, yakni shalat Ashar. Semoga Allah mengisi perut kaum musyrikin<sup>257</sup> dengan api di kuburan mereka."

Kesimpulannya, orang-orang yang shalat Ashar di perjalanan telah menggabungkan berbagai dalil yang ada dan berhasil memahami maknanya sehingga mereka mendapatkan dua pahala. Adapun kelompok yang lain betul-betul telah menjaga perintah Nabi se yang khusus sehingga bagi mereka satu pahala. Semoga Allah memberikan keridhaan kepada mereka.

- 1) Masuk Islam dan bergabung dengan pasukan Muhammad adalam agamanya.
- 2) Membunuh anak-anak mereka kemudian keluar sebagai *jaraa-id*<sup>260</sup> dan berperang dengan gigih hingga titik darah penghabisan, atau meloloskan diri tapi dengan konsekuensi anak dan isteri mereka dibunuh.
- 3) Menyerang Rasulullah a dan para Sahabatnya pada hari Sabtu, yaitu ketika kaum Muslimin merasa aman dari gangguan mereka (lengah).

Akan tetapi, tidak satu pun usulan tersebut yang mereka terima.

Huyayy bin Akhthab bergabung bersama Bani Quraidzah dalam benteng saat kaum Quraisy memutuskan pergi. Ia melakukannya karena telah berjanji untuk loyal kepada mereka, hingga akhirnya orangorang kafir itu melanggar perjanjian (damai dengan kaum Muslimin). Mereka pun mulai mencaci Rasulullah dan memperdengarkannya kepada para Sahabat. Oleh sebab itu, Rasulullah ingin berbicara langsung dengan mereka. Namun, 'Ali berkata: "Jangan dekati mereka, wahai Rasulullah!" 'Ali khawatir Rasulullah akan mendengarkan hal yang tidak mengenakkan dari mereka. Rasulullah berkata: "Apabila orang-orang itu melihatku, niscaya mereka tidak akan mengatakan apa-apa."

Ketika mereka melihat Rasulullah ﷺ, tidak seorang pun di antara mereka yang angkat bicara.<sup>261</sup>

Sesudah itu, Rasulullah mengutus kepada mereka Abu Lubabah bin 'Abdul Mundzir al-Ausi — karena Bani Quraidzah adalah sekutu suku Aus. Begitu melihat Abu Lubabah, mereka semua pun menangis di hadapannya, baik yang pria maupun wanitanya. Mereka bertanya: "Hai Abu Lubabah, bagaimana pendapatmu tentang kami? Apakah kami harus mengikuti keputusan Muhammad?" Ia menjawab: "Ya."

Abu Lubabah juga memberikan isyarat kepada kaum Bani Quraizhah dengan tangan ke lehernya, yakni yang menandakan kepala mereka akan dipenggal. Namun, kemudian ia menyesali perbuatan pada saat itu sehingga langsung bangkit dan meninggalkan mereka. Ia tidak kembali menemui Rasulullah , melainkan pergi ke sebuah masjid di Madinah. Sahabat ini pun mengikat dirinya di salah satu tiang masjid dan bersumpah bahwa tidak seorang pun boleh melepaskan ikatannya, kecuali Rasulullah , harus dengan tangan beliau sendiri, dan bahwa ia tidak akan pernah menginjakkan kakinya lagi di perkampungan Bani Quraizhah, selama-lamanya. Ketika berita itu sampai kepada Rasulullah , beliau berkata: "Biarkan ia seperti itu sampai Allah menerima taubatnya."

Demikianlah kondisi Abu Lubabah hingga Allah menerima taubatnya. Semoga Allah meridhainya. <sup>262</sup>

Setelah Bani Quraizhah menyerah kepada Rasulullah ﷺ, kaum Aus berkata: "Wahai Rasulullah, engkau telah memutuskan hukum terhadap Bani Qainuqa',<sup>264</sup> sebagaimana yang engkau kehendaki, sedangkan mereka adalah sekutu saudara kami dari kaum Khazraj. Akan tetapi, kali ini mereka (Bani Quraizhah) adalah sekutu kami."

Rasulullah se bertanya: "Maukah apabila aku menyerahkan keputusan hukum mereka kepada salah seorang di antara kalian?" Mereka menjawab: "Tentu kami mau." Maka Nabi se berkata: "Aku mempercayakan keputusan ini kepada Sa'ad bin Mu'adz se."

Pada saat itu, Sa'ad menderita luka di bagian lengannya.<sup>265</sup> Rasulullah membuatkan kemah untuknya di dalam masjid agar ia bisa dijenguk sewaktu-waktu. Rasulullah mengutus seseorang untuk menjenguk Sa'ad dan menghadirkannya di hadapan beliau. Lantas, mereka mengusungnya di atas keledai, sementara para Sahabatnya dari suku Aus [mengelilinginya],<sup>266</sup> seraya berseru: "Hai Abu 'Amr, berlaku baiklah terhadap bekas sekutumu!" Karena mereka terlalu banyak bicara, Sa'ad menanggapi: "Sudah tiba saatnya bagi Sa'ad untuk tidak lagi takut terhadap cacian orang demi menegakkan agama Allah."

Beberapa orang laki-laki dari kaumnya sempat pula pergi menemui Bani 'Abdul Asyhal untuk mengeluhkan nasib Bani Quraizhah kepada mereka. Ketika Sa'ad sudah berada di dekat Rasulullah ﷺ, beliau memerintahkan para Sahabatnya: "Berdirilah dan tolonglah pemimpin kalian!"

Kaum Muslimin berdiri untuk menolong Sa'ad. Mereka berkata: "Wahai Sa'ad, Rasulullah ﷺ telah memilihmu untuk mengambil keputusan terhadap Bani Quraizhah." Sa'ad ﷺ berkata: "Akankah kalian menaati perjanjian Allah apabila hukum yang akan diputuskan nanti adalah keputusanku?"

Mereka berkata: "Ya." Ia melanjutkan: "Begitu juga atas orang yang ada di sini?" Ia menunjuk ke arah tempat Rasulullah berada, namun ia tidak menoleh kepada beliau sebagai penghormatan terhadap beliau. Rasulullah menjawab: "Ya!" Maka Sa'ad berkata: "Keputusanku atas mereka adalah hukuman mati terhadap mereka yang terlibat perang dan menawan kaum wanita mereka!" 267

Rasulullah 🜉 bersabda:

"Sungguh, kamu telah menetapkan keputusan terhadap mereka sesuai dengan hukum Allah dari atas tujuh lapis langit." <sup>268</sup>

Rasulullah pun memerintahkan kaum Muslimin agar menghukum mati setiap laki-laki yang telah tumbuh bulu kemaluannya dan membiarkan yang belum tumbuh.<sup>269</sup> Leher mereka dipenggal di dalam parit-parit yang digali di pasar Madinah sekarang. Jumlah mereka berkisar antara enam ratus hingga tujuh ratus orang, bahkan ada yang mengatakan tujuh ratus sampai delapan ratus orang.<sup>270</sup> Di kalangan wanita tidak seorang pun yang dibunuh, kecuali seorang saja, yakni Bananah, isteri al-Hakam al-Qurazhi. Sebab, ia telah melemparkan batu gilingan ke kepala Khallad bin Suwaid<sup>271</sup> hingga meninggal dunia. Semoga Allah melaknatnya.<sup>272</sup>

Setelah eksekusi tersebut, Rasulullah membagi-bagikan harta (ghanimah) Bani Quraizhah kepada kaum Muslimin. Untuk pasukan pejalan kaki satu bagian dan untuk pasukan berkuda tiga bagian. Pada saat itu, bersama kaum Muslimin terdapat 36 pasukan berkuda.<sup>273</sup>

Selepas peristiwa itu, Allah mengabulkan doʻa hamba yang shalih, Saʻad bin Muʻadz , yakni saat ia terluka: "Ya Allah, kalau Engkau masih menyisakan peperangan dengan Quraisy, berikanlah kesempatan kepadaku untuk terlibat lagi di dalamnya. Kalau Engkau sudah menghabiskan peperangan antara kami dengan mereka, maka kobarkanlah kembali perang tersebut. Namun, janganlah Engkau mengambil nyawaku sebelum aku menyelesaikan perkara dengan Bani Quraizhah."

Pada waktu itu, Nabi sudah berusaha mengobati lukanya,<sup>274</sup> namun luka itu kembali pecah (bertambah parah), hingga akhirnya Sahabat ini pun meninggal sub .<sup>275</sup> Rasulullah dan kaum Muslimin pun mengusung jenazah Sa'ad (dan memakamkannya). Kematian Sa'ad inilah yang telah menggoncangkan 'Arsy ar-Rahman,<sup>276</sup> karena gembira menyambut kedatangan ruhnya sub .

Dalam Perang Khandaq dan Perang Bani Quraizhah, kaum Muslimin yang mati syahid berjumlah sepuluh orang. Semoga Allah meridhai mereka. Amin.

# [Terbunuhnya Abu Rafi' Salam Bin Abil Haqiq]

Allah telah membinasakan Ka'ab bin al-Asyraf seorang Yahudi [musuh Allah],<sup>277</sup> segala puji bagi-Nya atas hal itu, melalui tangan beberapa orang kaum Aus, seperti yang diutarakan pada penjelasan pasca Perang Badar.

Akan tetapi, Abu Rafi' Salam bin Abil Haqiq, termasuk salah seorang yang memprovokasi bala tentara Ahzab untuk menyerang Rasulullah berhasil meloloskan diri dan tidak terbunuh bersama Bani Quraizhah seperti nasib temannya, Huyayy bin Akhthab. Maka dari itu, kaum Khazraj berkeinginan membunuhnya untuk mendapatkan pahala yang sama dengan kaum Aus. Allah memang mentakdirkan bahwa kedua suku ini akan saling bersaing (berlombalomba) dalam kebaikan di hadapan Rasulullah sengitah kaum Khazraj lantas meminta izin kepada Rasulullah untuk membunuhnya. Nabi pun mengizinkan mereka.

Maka, berangkatlah beberapa orang laki-laki, semuanya berasal dari Bani Salamah. Pasukan kaum Khazraj itu terdiri dari 'Abdullah bin 'Atik (yang menjadi pemimpin pasukan itu berdasarkan perintah Rasul ), 'Abdullah bin Unais, Abu Qatadah al-Harits bin Rib'i, Mas'ud bin Sinan, dan Khuza'i bin Aswad, salah seorang sekutu mereka. Para Sahabat itu pun berangkat hingga akhirnya sampai di Khaibar, di sebuah perkampungan besar. Mereka lalu mendatangi rumah Abu Rafi' pada malam harinya dan langsung membunuhnya. Utusan itu segera kembali kepada Rasulullah setelah itu. Tiap-tiap mereka mengaku telah membunuh Salam.

Oleh karena itu, beliau 🗯 berseru: "Perlihatkan kepadaku pedang-pedang kalian!"

Ketika para Sahabat memperlihatkan pedang masing-masing, beliau berkata sambil memandang pedang 'Abdullah bin Unais: "Pedang ini yang telah membunuhnya. Aku melihat ada bekas makanan pada pedang ini."

Memang, 'Abdullah bin Unaislah yang telah menebas Abu Rafi' bin Salam dengan pedangnya. Bahkan, ia mendengar suara tulang punggungnya yang patah, sementara musuh Allah itu merintih: "Ampun, ampun." Artinya, sudah cukup.<sup>278</sup>

# [Perang Bani Lihyan]

Enam bulan usai menyelesaikan urusan Bani Quraizhah, Rasulullah berangkat lagi keluar Madinah, yaitu bertepatan dengan bulan Jumadil Ula tahun 6 H, menurut pendapat yang benar, menuju Bani Lihyan untuk membalas kematian para Sahabat yang dikirim dalam delegasi ar-Raji', sebagaimana telah diterangkan sebelumnya. Beliau terus berjalan hingga sampai di wilayah mereka, yakni di sebuah lembah yang bernama Ghuran. Wilayah itu terletak di antara daerah Amaj<sup>280</sup> dan Usfan. Namun, beliau mendapati kaum Bani Lihyan telah melarikan diri ke puncak-puncak gunung. Rasulullah membiarkan mereka, kemudian beliau pergi dengan membawa dua ratus tentara berkuda hingga singgah di Usfan. Beliau pun mengirim dua orang pasukan berkuda ke Kura'al Ghamim<sup>281</sup> lalu menunggu keduanya kembali. Kemudian, Rasulullah pulang ke Madinah. Pasa

# [Perang Dzi Qurud<sup>283</sup>]

Sepulangnya Nabi & ke Madinah, Uyainah bin Hishn bersama Bani 'Abdullah bin Ghathafan menyerang liqaah<sup>284</sup> (unta-unta bunting) beliau & yang digembalakan di al-Ghabah,<sup>285</sup> lalu mencuri hewan tersebut dan membunuh penggembalanya, yakni seorang laki-laki dari Ghifar. Bahkan, mereka juga menculik isterinya. Orang pertama yang mengetahui<sup>286</sup> perbuatan biadab mereka adalah Salamah bin 'Amr bin al-Akwa' al-Aslami & . Ia segera mengejar mereka dengan berjalan kaki, sementara ia adalah orang yang tidak tertandingi dalam berlari. Salamah pun memanahi mereka, seraya berkata:

(Rasakanlah itu!)<sup>287</sup> Aku adalah putra al-Akwa', hari ini adalah hari *Rudhdha*'

Yang dimaksud dengan hari *Rudhdha*' adalah hari kehancuran. Akhirnya, Salamah berhasil merebut kembali sebagian besar harta yang mereka rampas.

Tatkala berita tersebut tersebar di Madinah, Rasulullah segera keluar membawa satuan pasukan berkuda. Mereka menyusul Salamah bin al-Akwa' dan berhasil mengambil kembali unta-unta tersebut. Ketika tiba di sebuah sumber mata air bernama Dzi Qard, Nabi menyembelih salah satu unta yang berhasil dibawa pulang. Beliau bermukim di sana selama satu hari satu malam kemudian pulang ke Madinah.<sup>288</sup>

Pada perang ini, al-Akhram, yang nama lengkapnya Muharriz bin Nadhlah gugur. Ia dibunuh oleh 'Abdurrahman bin Uyainah, yang kemudian merebut kudanya dan melarikan diri. Akan tetapi, Abu Qatadah berhasil mengejar dan membunuhnya serta membawa kembali kuda tersebut. Kuda itu adalah milik Mahmud bin Salamah.

Wanita yang diculik tadi telah dibebaskan dan pulang dengan menunggangi unta Rasulullah **26.** Ternyata, ia bernadzar, akan menyembelih unta tersebut apabila Allah menyelamatkan dirinya.

Rasulullah se bersabda:

"Amatlah buruk balasan yang diberikan kepada unta itu. Sungguh, Bani Adam tidak boleh bernadzar atas barang yang bukan miliknya, juga atas perbuatan maksiat."

Maka dari itu, Nabi 🗯 mengambil kembali unta tersebut.289

Diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shahiih*-nya, dari Salamah bin al-Akwa' , berkenaan dengan kisah ini: "Maka kami pun pulang ke Madinah. Tiga malam sesudah itu, kami kembali berangkat ke Khaibar." 290

Barangkali inilah yang benar. Wallaahu a'lam.

# [Perang Bani Musthaliq Atau Al-Muraisi'291]

[Setelah itu,]<sup>292</sup> Rasulullah memerangi Bani al-Musthaliq dari suku Khuza'ah pada bulan Sya'ban tahun 6 H. Ada riwayat yang menyebutkan pada bulan Sya'ban tahun 5 H. Namun, riwayat pertama lebih benar. Demikianlah pendapat Ibnu Ishaq<sup>293</sup> dan para ulama sejarah lainnya.

Nabi menunjuk Abu Dzarr sebagai amir sementara di kota Madinah. Ada yang menyebutkan Numailah bin 'Abdullah al-Laitsi.<sup>294</sup> Beliau dan pasukan kaum Muslimin menyerang Bani al-Musthaliq saat mereka sedang lengah<sup>295</sup> di sumber mata air yang bernama al-Muraisi'. Mata air ini membentang mulai dari Qadid sampai ke as-Sahil. Sebagian di antara kaum musyrikin itu mati terbunuh, sedangkan sebagian besar kaum wanita dan anak-anak ditawan.<sup>296</sup>

Syi'ar kaum Muslimin kala itu adalah "Hancurkan musuh."297

Di antara wanita yang tertawan adalah Juwairiyyah binti al-Harits bin Abi Dhirar, pemimpin<sup>298</sup> Bani Musthaliq. Juwairiyyah masuk dalam bagian (saham) Tsabit bin Qais bin Syammas. Namun, Tsabit membebaskannya dengan cara *mukaatabah* (angsuran dalam penebusan diri). Rasulullah melunasi angsuran tersebut kemudian menikahi Juwairiyyah sehingga menjadi salah seorang Ummul Mukminin. Setelah peristiwa itu, kaum Muslimin membebaskan seratus keluarga dari Bani Musthaliq bahkan mereka semua masuk Islam karenanya.<sup>299</sup>

Dalam perjalanan pulang, al-Khabits 'Abdullah bin Ubay bin Salul berkata: "Kalau kita pulang ke Madinah, pasti yang berkuasa di sana akan mengusir orang-orang yang lemah." Ia sengaja menyindir Rasulullah ﷺ. Ucapan itu disampaikan oleh Zaid bin Arqam kepada

Dalam peperangan ini (Perang Bani Musthaliq), terjadi beberapa peristiwa sebagai berikut:

# [Kisah (Fitnah) Al-Ifki<sup>302</sup>]

Peristiwa ini bermula dari kisah yang dikarang oleh 'Abdullah bin Ubay al-Khabits dan sahabat-sahabatnya. Suatu hari, Ummul Mukminin, 'Aisyah binti [Abu Bakar]<sup>303</sup> ash-Shiddig ikut bersama Rasulullah dalam Perang Bani al-Musthaliq. Ia dibawa di atas sekedup (tandu).304 Kaum Muslimin pun singgah di beberapa tempat. Kemudian, mereka berencana untuk melanjutkan perjalanan<sup>305</sup> pada awal siang harinya. Sementara itu, 'Aisyah 👼 pergi ke suatu tempat untuk buang hajat. Setelah kembali, ternyata ia menyadari akan hilangnya kalung<sup>306</sup> milik saudarinya, Asma'. 'Aisyah meminjam kalung itu darinya. Oleh sebab itu, ia segera kembali ke tempat buang hajat dan mencari kalung tersebut. Pada saat yang bersamaan, datanglah prajurit yang membawa sekedupnya dan langsung mengusung tempat duduk dari kayu yang hanya seberat satu orang dewasa itu. Padahal, dalam sekedup itu tidak ada seorang pun. Prajurit tadi lantas meletakkan sekedup itu di atas unta, tanpa merasakan sesuatu yang tidak beres meskipun benda yang diangkat mereka ringan sekali. Memang, badan 'Aisyah pada saat itu belum besar karena masih remaja yang berumur 14 tahun.

Sesudah mendapatkan lagi kalungnya, 'Aisyah segera kembali. Namun, ia tidak melihat seorang pun di tempat kaum Muslimin singgah sebelumnya. Ia pun terduduk lemas di tempat tersebut sambil berharap dalam hati: "Mereka pasti akan menyadari ketidakhadiranku dan akan kembali lagi."

Akan tetapi, Allah e berkuasa untuk menentukan segala sesuatunya. Allah pasti memberikan hikmah<sup>307</sup> atas setiap kejadian

yang Dia kehendaki. 'Aisyah pun mengantuk sehingga tertidur. Ia baru bangun ketika mendengar ungkapan istirjaa' 308 yang diucapkan Shafwan bin al-Muaththal as-Sulami adz-Dzakwani. 309 Sahabat ini memang bermalam di akhir rombongan, karena ia orang yang sangat nyenyak tidurnya, seperti yang disebutkan dalam riwayat Abu Dawud. Tatkala melihat sosok Ummul Mukminin, Shafwan berseru: "Innaalillaahi wa inna ilaihi raaji'uun, isteri Rasulullah?" Kemudian, ia melepaskan tali tambatan untanya lalu mendekatkannya kepada 'Aisyah. 'Aisyah pun menaikinya. Shafwan tidak berbicara sepatah kata pun kepada 'Aisyah. Demikian pula, 'Aisyah tidak mendengar kalimat apa pun darinya, kecuali ucapan istirjaa' tadi. Shafwan terus berjalan menuntun unta yang dinaiki 'Aisyah hingga keduanya bergabung kembali dengan rombongan. 312 Pada waktu itu, bala tentara kaum Muslimin sudah tiba di Nahr azh-Zhahirah.

Saat orang-orang melihat keduanya, kaum munafik mulai menggunjingkan perkara yang Allah pasti memberi balasan kepada mereka karenanya itu. Sementara 'Abdullah bin Ubay al-Khabits—dengan perbuatan hina yang dia lakukan selama peperangan berlangsung—juga mulai angkat bicara, mengumbar cerita ke sana ke mari, mengeksposnya, serta menyebarkan dan menyiarkannya ke khalayak ramai.

Kasus ini seperti yang diceritakan secara panjang lebar dalam kitab ash-Shahiihain<sup>313</sup> dari hadits az-Zuhri, dari Saʻid al-Musayyib, 'Urwah bin az-Zubair, Alqamah bin Waqqash al-Laitsi, dan 'Ubaidillah bin 'Abdullah bin 'Utbah. Semuanya berasal dari riwayat 'Aisyah ash-Shiddiqah binti ash-Shiddiq, yang mendapat pembelaan langsung dari atas tujuh langit terhadap segala hal yang dituduhkan<sup>314</sup> kepadanya oleh ahli ifki (orang-orang yang terlibat dalam tuduhan dusta tersebut) pada perang ini:



"Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu mengira berita bohong itu buruk bagi kamu, bahkan ia adalah baik bagi kamu ...." (QS. An-Nuur: 11)

Allah menurunkan firman-Nya itu satu bulan lebih setelah kepulangan kaum Muslimin dari Perang Bani al-Musthaliq. Orang-orang yang menyebarkan berita bohong itu dihukum cambuk, di antara mereka terdapat Misthah bin Utsatsah dan Hamnah binti Jahsy.

Sebelum turunnya ayat itu, Rasulullah in naik ke atas mimbar dan berkhutbah di hadapan kaum Muslimin dan meminta pembelaan atas tuduhan 'Abdullah bin Ubay dan kawan-kawannya. Beliau bertanya: "Siapakah yang dapat memberikan pembelaan<sup>315</sup> terhadap orang yang telah mengganggu rumah tanggaku? Demi Allah, aku tidak mengetahui dari keluargaku melainkan hal yang baik-baik saja. Mereka juga menyebut-nyebut nama laki-laki yang kukenal sebagai orang yang baik. Orang itu tidak pernah masuk menemui keluargaku, kecuali bersamaku."

Sa'ad bin Mu'adz, saudara Bani 'Abdil Asyhal, bangkit dan berkata: "Wahai Rasulullah, aku akan membelamu atas tuduhan tersebut. Kalau dia (orang yang memfitnah) berasal dari suku Aus, maka akan kupenggal kepalanya. Apabila dia berasal dari teman-teman kami dari suku Khazraj, maka silakan engkau memerintahkan apa saja kepada kami. Perintahkanlah, niscaya kami akan melaksanakan perintahmu terhadapnya!"

Sa'ad bin 'Ubadah pun langsung berdiri dan berseru: "Anda bohong! Demi Allah, Anda tidak akan membunuhnya atau Anda tidak akan pernah bisa membunuhnya. Seandainya orang itu ternyata berasal dari kaummu, niscaya Anda tidak akan senang jika ia dibunuh!"

Usaid bin Khudair ikut angkat bicara: "Demi Allah, kami pasti akan membunuhnya (meskipun berasal dari suku kami). Anda memang seorang munafik dan suka membela orang munafik."

Akibatnya, dua suku itu pun terlibat pertengkaran, hampir saja mereka saling membunuh. Sampai-sampai Rasulullah 🞉 berusaha [meredakan]<sup>316</sup> dan menenangkan mereka hingga akhirnya semua orang terdiam.

Demikianlah yang disebutkan dalam kitab *ash-Shahiihain*,<sup>317</sup> yaitu bahwa yang bertengkar dengan Sa'ad bin 'Ubadah adalah Sa'ad bin Mu'adz.

Riwayat tersebut sangat kontroversial sehingga membingungkan para ahli sejarah. Sebab, tidak seorang pun yang berbeda pendapat bahwa Sa'ad bin Mu'adz meninggal dunia seusai Perang Bani Quraizhah, yakni setelah Perang Khandaq pada tahun 5 H, menurut pendapat yang benar. Adapun Peristiwa al-Ifki ini tidak diragukan lagi terjadi pada Perang Bani al-Musthaliq atau pada Perang al-Muraisi'.

Az-Zuhri menegaskan: "Yakni, pada Perang al-Muraisi'."

Para ulama berbeda pendapat dalam memberi jawaban terhadap persoalan yang rumit ini.<sup>318</sup>

Musa bin 'Uqbah menyatakan, berdasarkan riwayat al-Bukhari: "Sesungguhnya Perang al-Muraisi' terjadi pada tahun 4 H."

Pendapatnya itu bertentangan dengan pendapat jumhur ulama.<sup>319</sup>

Dalam hadits itu sendiri terdapat indikasi yang menolak pendapat tersebut, yakni perkataan 'Aisyah : "Hal itu terjadi setelah diturunkannya ayat hijab."

Tidak ada perbedaan pendapat bahwa ayat tersebut diturunkan pada pagi hari sesudah malam pertama Rasulullah bersama Zainab binti Jahsy s. Rasulullah sempat bertanya kepada Zainab binti Jahsy tentang 'Aisyah saat terjadi Peristiwa al-Ifki tersebut. Zainab menjawab: "Aku selalu menjaga pendengaran dan pengelihatanku." 'Aisyah pun memujinya: "Dialah satu-satunya isteri Nabi syang menyaingi kedudukanku di sisi beliau."

Para ahli sejarah juga menyebutkan bahwa pernikahan beliau dengan Zainab terjadi pada bulan Dzul Qa'dah tahun 5 H. Dengan demikian, pendapat Musa bin 'Uqbah itu tertolak dengan sendirinya,<sup>321</sup> namun persoalannya belum selesai sampai di sini.

Imam Muhammad bin Ishaq bin Yasar mengatakan:<sup>322</sup> "Sesungguhnya Perang Bani al-Musthaliq terjadi pada tahun 6 H." Ia pun menyebutkan di dalamnya mengenai Peristiwa al-Ifki. Hanya saja, ia menceritakannya dari riwayat az-Zuhri, dari 'Ubaidillah bin 'Abdullah bin 'Utbah, dari 'Aisyah , sebagaimana perkataannya: "Maka berdirilah Usaid bin Khudair lalu berkata: 'Saya akan membelamu atas tuduhannya.'"

Muhammad bin Ishaq tidak menyebutkan Sa'ad bin Mu'adz. 323

Abu Muhammad bin Hazm<sup>324</sup> menyatakan: "Pendapat inilah yang benar dan tidak perlu diragukan lagi. Adapun pendapat sebelumnya, menurut kami, adalah keliru."

Ibnu Hazm berbicara panjang lebar dalam masalah ini. Ia juga mengakui kebenaran penyebutan Sa'ad dalam berbagai riwayat yang shahih.

Aku (Ibnu Katsir) menegaskan: "Memang benar apa yang beliau katakan, *insya Allah*."

Terkadang memang terdapat semacam ini dalam hadits yang secara hukum tidak bisa mengubah (dikompromikan dengan) hadits lain yang banyak jumlahnya. Sejumlah ulama telah mengisyaratkan sebagian besar di antaranya. Sebagian di antara mereka yang telah berusaha memberikan alasan-alasan, tetapi semua itu terlalu dipaksakan. Wallaahu a'lam.<sup>325</sup>

# [Perang Hudaibiyah]

Pada bulan Dzul Qa'dah tahun 6 H, Rasulullah seberangkat untuk melaksanakan umrah bersama 1000 [sekian]<sup>326</sup> orang jamaah. Ada yang mengatakan bersama 500 orang jamaah. Ada juga yang berpendapat bahwa jumlahnya 400 orang jamaah. Riwayat lain menyebutkan 300 orang jamaah.<sup>327</sup> Terdapat juga riwayat lainnya yang menyebutkan jumlah yang berbeda-beda. Adapun yang menerangkan bahwa beliau keluar dengan membawa 700 orang jamaah, pendapat ini jelas-jelas keliru.<sup>328</sup>

Ketika mengetahui hal itu, kaum musyrikin mengumpulkan sekutu-sekutu mereka dan keluar dari Makkah untuk menghalangi beliau melakukan umrah pada tahun itu. Orang-orang kafir mengirim pasukan berkuda mereka yang dipimpin oleh Khalid bin al-Walid menuju Kura' al-Ghamim. Namun, Rasulullah sekemudian mengambil jalan lain hingga sampai juga di Hudaibiyah.

Nabi dan kaum musyrikin saling mengirimkan utusan, hingga datanglah Suhail bin 'Amr yang mengajak berdamai, dengan syarat mereka (kaum Muslimin) harus kembali pulang pada tahun ini dan baru boleh melakukan umrah pada tahun berikutnya. Rasulullah menyetujui syarat yang diajukan mereka, tidak lain karena Allah memang hendak memberikan berkah dan kemaslahatan melalui perjanjian tersebut.

Kesepakatan itu tidak disukai oleh sebagian Sahabat, di antaranya 'Umar bin al-Khaththab 👛 . Ia pun bertukar pikiran dengan Abu Bakar ash-Shiddiq 😅 tentang masalah itu, lalu kembali berdialog dengan Rasulullah ﷺ sama persis

dengan jawaban Abu Bakar , yakni bahwasanya beliau hanyalah hamba dan utusan Allah, yang tidak mungkin mendurhakai perintah-Nya,<sup>330</sup> dan Dia pasti akan memberi pertolongan kepada Nabi-Nya. Imam al-Bukhari menukil kisah ini secara lengkap dalam kitab *Shahiih*nya.<sup>331</sup>

Suhail bin 'Amr memberi syarat agar kaum Muslimin pulang pada tahun ini. Mereka baru boleh berumrah tahun depan. Selain itu, orang-orang Muslim hanya boleh masuk Makkah dengan pedang atau senjata yang tersarung,<sup>332</sup> juga tidak boleh tinggal di negeri tersebut lebih dari tiga hari,<sup>333</sup> serta bersedia memberikan jaminan keamanan kepada manusia (antara kaum musyrikin dan kaum Muslimin)<sup>334</sup> dalam jangka waktu sepuluh tahun.<sup>335</sup>

Perdamaian itu sebenarnya menjadi sebab terbesar terealisasinya berbagai penaklukan (wilayah) bagi kaum Muslimin, sebagaimana dikatakan oleh 'Abdullah bin Mas'ud 336

Berdasarkan perjanjian, tersebut setiap orang bebas memilih: boleh bergabung bersama Rasulullah adan boleh juga ikut bersama kaum Quraisy. Di samping itu, setiap orang dari mereka yang datang kepada Rasulullah an walaupun seorang Muslim, harus dikembalikan kepada kaum Quraisy. Sebaliknya, siapa saja orang Muslim yang datang kepada mereka tidak perlu dikembalikan.

Allah membenarkan isi perjanjian itu, kecuali terhadap kaum wanita Mukmin yang berhijrah, mereka tidak boleh dipulangkan kepada kaum musyrikin karena pada saat itu, kaum wanita Muslimah sudah tidak dihalalkan lagi bagi orang-orang kafir.<sup>337</sup>

Ini termasuk perkara mulia yang terjadi dalam masalah ushul, yaitu mengkhususkan as-Sunnah dengan al-Qur-an.<sup>338</sup>

Sebagian ulama menganggapnya sebagai penghapus hukum, seperti madzhab Abu Hanifah dan sebagian kalangan ahli ushul. Namun, itu bukanlah pendapat yang dipilih oleh mayoritas ulama Mutaakhirin. Perbedaan pendapat dalam masalah ini termasuk ringan karena pokok masalahnya kembali kepada makna tekstual.

Sebelum terjadinya perdamaian ini, 'Utsman bin Affan diutus oleh Rasulullah ke Makkah untuk memberitahukan bahwa mereka datang bukan untuk berperang, namun untuk melaksanakan umrah. Karena kedudukan 'Utsman yang terhormat, maka kaum musyrikin Quraisy menawari 'Utsman untuk melakukan thawaf. Namun, 'Utsman menolak dan berkata: "Aku tidak akan berthawaf sebelum Rasulullah ke melakukannya."

Sebelum 'Utsman kembali, tersebar kabar bahwa ia dibunuh. Tentu saja hal itu membuat Rasulullah sesedih. Oleh sebab itu, Nabi memanggil para Sahabatnya untuk melakukan bai'at perang. Mereka pun berbai'at kepada beliau di bawah pohon di tempat itu, yaitu pohon samurah. Jumlah Sahabat yang berbai'at di bawah pohon tersebut sama dengan jumlah mereka yang berangkat bersama Rasulullah ke Hudaibiyah, kecuali al-Judd bin Qais yang bersembunyi di balik untanya karena kemunafikan dan keciutan nyalinya. Demikian juga Abu Suraihah, yang nama aslinya Hudzaifah bin Usaid. Hudzaifah memang menyaksikan Perjanjian Hudaibiyah, namun ada yang menyebutkan bahwa ia tidak sempat berbai'at. Sementara itu, riwayat lain menyebutkan bahwa ia telah berbai'at.

Yang pertama kali berbai'at pada saat itu adalah Abu Sinan, Wahab bin Mihshan, saudara 'Ukasyah bin Mihshan. Ada juga yang berpendapat bahwa yang pertama kali berbai'at adalah puteranya, yakni Sinan bin Abi Sinan. Pada kesempatan itu, Salamah bin al-Akwa' berbai'at sebanyak tiga kali atas perintah Rasulullah ﷺ, sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim darinya.<sup>341</sup>

Rasulullah ﷺ meletakkan [tangannya]<sup>342</sup> di atas diri beliau yang mulia seraya berkata: "Ini untuk 'Utsman."<sup>343</sup> Hal itu tentu saja lebih mulia bagi 'Utsman daripada langsung hadir dalam bai'at tersebut. Setelah itu, Allah ﷺ menurunkan firman-Nya:

"Sesungguhnya Allah telah ridha terhadap orang-orang Mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon ...." (QS. Al-Fat-h: 18)

Rasulullah zu bersabda:

"Tidak akan masuk Neraka siapa saja yang ikut dalam bai'at di bawah pohon tersebut."<sup>344</sup> Itulah bai'at ar-Ridhwan.

Seusai mengadakan kesepakatan dengan kaum musyrikin, sebagaimana yang disebutkan di atas, Nabi alangsung melakukan tahalul (mencukur rambut kepala) dari umrahnya, kemudian memerintahkan kaum Muslimin untuk melakukan hal yang sama. Namun, mereka merasa keberatan untuk mengerjakannya. Para Sahabat tidak melakukan tindakan apa pun, menunggu barangkali ada penghapusan hukum tersebut. Nabi marah karena sikap mereka itu sehingga beliau masuk kemah menemui Ummu Salamah alau menceritakan tentang sikap para Sahabat tersebut kepada isterinya. Ummu Salamah menyarankan: "Keluarlah engkau, wahai Rasulullah. Sembelihlah hewanmu lalu cukurlah rambutmu, niscaya kaum Muslimin akan mengikutimu, wahai Rasul Allah."

Rasulullah pun keluar dan melakukan saran isterinya tersebut. Maka kaum Muslimin segera mengikuti perbuatan beliau.<sup>345</sup> Mereka semua mencukur rambut, kecuali 'Utsman bin Affan dan Abu Qatadah al-Harits bin ar-Rib'i. Keduanya hanya memendekkan rambut saja. Demikianlah yang disebutkan oleh as-Suhaili dalam kitab ar-Raudhul Unuf.<sup>346</sup>

Para Sahabat nyaris saling membunuh karena kesedihan yang amat mendalam ketika itu. Menurut mereka, kaum musyrikin telah mengikat kaum Muslimin dengan berbagai persyaratan sesukanya, sedangkan Rasulullah semenuruti saja kemauan orang-orang kafir itu.

Semua perbuatan itu didorong oleh keberanian mereka yang luar biasa—semoga Allah meridhai mereka—dan karena kemauan

mereka yang kuat dalam membela Islam. Akan tetapi, Allah lebih mengetahui hakikat segala perkara dan mengetahui kemaslahatannya daripada mereka. Oleh karena itu, ketika Rasulullah kembali ke Madinah, Allah menurunkan surat al-Fath secara lengkap tentang peristiwa tersebut.

'Abdullah bin Mas'ud berkata: "Kalian menganggap bahwa kemenangan yang dimaksud adalah *Fat-hu Makkah* (penaklukan kota Makkah), sedangkan menurut kami adalah Perjanjian Hudaibiyah."<sup>348</sup>

Memang benar apa yang diucapkan oleh Ibnu Mas'ud Sesungguhnya Allah menjadikan Perjanjian Hudaibiyah sebagai sebab terjadinya penaklukan Makkah,<sup>349</sup> sebagaimana akan kami jelaskan nanti, *insya Allah* ...

Allah pun menggantikannya (kerugian kaum Muslimin karena perjanjian Hudaibiyah) dengan (kemenangan di) Khaibar sebagai pendahuluan dan balasan langsung. Pada saat itu, kaum Muslimin bermukim di Hudaibiyah lebih kurang dua puluh hari.

|  |  | ` |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

#### [Perang Khaibar]

Setelah kembali ke Madinah, Rasulullah ﷺ menetap di sana hingga bulan Muharram pada tahun 7 H. Pada akhir bulan Muharram, beliau bertolak ke Khaibar. Dinukil dari Malik bin Anas ﷺ bahwa penaklukan Khaibar terjadi pada tahun 6 H, sedangkan menurut jumhur ulama, penaklukan itu terjadi pada tahun 7 H.

Ibnu Hazm menegaskan bahwa peristiwa itu terjadi pada tahun 6 H, tanpa diragukan lagi. Itu didasari oleh istilah beliau, yaitu permulaan tahun dihitung mulai dari bulan Rabi'ul Awwal, yaitu saat Rasulullah datang pertama kali ke Madinah untuk berhijrah. Namun, tidak seorang pun ulama yang mengikuti pendapatnya. Sebab, mayoritas ulama berpendapat bahwa permulaan tahun dihitung dari bulan Muharram pada tahun tersebut.

Orang pertama yang mencatat penanggalan tersebut adalah Ya'la bin 'Umayyah di Yaman, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal,<sup>350</sup> dengan sanad shahih yang sampai kepadanya. (Ada juga yang mengatakan 'Umar bin al-Khaththab . Peristiwa itu terjadi pada tahun 16 H, sebagaimana akan diuraikan di tempat lain).<sup>351</sup>

Rasulullah pun berangkat ke Khaibar. Beliau sempat menunjuk Numailah bin 'Abdullah al-Laitsi<sup>352</sup> sebagai amir sementara di Madinah. Ketika tiba di Khaibar, beliau mengepung satu per satu benteng-benteng Khaibar. Allah pun memberikan kemenangan untuk Nabi-Nya dan menjadikan harta mereka sebagai ghanimah bagi beliau. Rasulullah berhasil menyelesaikan misi dakwahnya dengan

sempurna. Beliau lalu mengambil seperlima bagian harta rampasan perang miliknya dan membagi-bagikan separuhnya kepada kaum Muslimin. Jumlah mereka yang mendapatkan bagian adalah sebanyak orang-orang yang hadir pada Perjanjian Hudaibiyah saja. Sementara separuh harta lainnya digunakan untuk kemaslahatan beliau dan untuk orang yang mewakilinya dalam mengatur urusan kaum Muslimin.

Kemudian, Rasulullah mempekerjakan kaum Yahudi yang dahulunya berada di Khaibar setelah mereka meminta hal itu sebagai ganti dari perdamaian yang disepakati, yakni diusir keluar Khaibar. Sebagai gantinya, mereka harus menggarap tanah pertaniannya dan Rasulullah memdapatkan separuh dari hasilnya, baik berupa buahbuahan maupun tanaman lainnya. Dari seluruh tawanan kaum Muslimin, Rasulullah memilih Shafiyah binti Huyayy bin Akhthab untuknya. Akhirnya, Shafiyah masuk Islam sehingga beliau pun memerdekakan dan menikahinya. Nabi berbulan madu dalam perjalanan pulang ke Madinah, yakni setelah wanita itu halal bagi beliau. 353

Pada waktu itu pula, Rasulullah mendapat hadiah dari seorang wanita Yahudi Bani Khaibar yang bernama Zainab binti al-Harits, isteri Salam bin Misykam, berupa daging kambing bakar yang dibubuhi racun. Ketika beliau akan menggigit bagian paha kambing tersebut, daging di tangannya tersebut berbicara dan memberitahukan bahwa ia berisi racun. Oleh sebab itu, beliau tidak jadi memakannya dan segera memanggil wanita Yahudi tadi untuk memeriksanya: "Apakah kamu benar telah membubuhi racun pada daging kambing ini?"

Wanita tersebut menjawab: "Ya, benar."

Nabi ﷺ bertanya lagi: "Mengapa kamu melakukan hal itu?"

Wanita itu menjawab: "Tujuanku (adalah memastikan kebenaran); kalau engkau betul-betul Nabi, tentu racun itu tidak akan membahayakanmu; sedangkan kalau engkau bukan Nabi sungguhan, maka kami akan terbebas darimu."

Mendengar jawaban tersebut, Rasulullah 🕮 pun memaafkan kesalahannya.

Terdapat riwayat yang menyebutkan bahwa Bisyr bin al-Barra' bin Ma'rur termasuk di antara yang ikut memakan daging beracun itu sehingga meninggal dunia. Oleh karena itu, Nabi menghukum mati (sebagai qishash) wanita itu karena perbuatannya. Abu Dawud<sup>355</sup> meriwayatkan hadits tersebut secara *mursal* dari Abu Salamah bin 'Abdurrahman bin 'Auf.

Nabi se berkata kepada Ja'far: "Aku tidak tahu, manakah peristiwa yang lebih membuatku bahagia, penaklukan kota Khaibar ataukah kedatangan Ja'far?" Sebab, ketika Ja'far datang, Rasulullah langsung bangkit dan mencium keningnya. 358

Dalam Perang Khaibar ini, kaum Muslimin yang mati syahid berjumlah sekitar dua puluh orang. Semoga Allah meridhai mereka.<sup>359</sup>

# [Pembebasan Fadak<sup>360</sup>]

Tatkala penduduk Fadak mendengar apa yang dilakukan Rasulullah terhadap penduduk Khaibar, mereka pun mengirim opsi perdamaian kepada beliau. Beliau pun menerima opsi tersebut. Semua peristiwa itu terjadi tanpa sedikit pun pengerahan pasukan berkuda dan peralatan perang lainnya dari kaum Muslimin. Nabi pun menempatkan harta rampasan perang tersebut sesuai dengan perintah Allah , yaitu beliau tidak membagi-bagikannya. 361

#### [Pembebasan Wadil Qura<sup>362</sup>]

Rasulullah se kembali ke Madinah melewati Wadil Qura (singgah di daerah ini), dan berhasil menaklukkannya. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa beliau sempat berperang di sana, wallaahu a'lam.

Dalam kitab ash-Shahiihain disebutkan bahwa ketika seorang budak Rasulullah yang bernama Mid'am menurunkan pelana hewan tunggangan Rasulullah yang tiba-tiba sebilah anak panah yang tidak diketahui arah datangnya (sahm garb 363) melesat cepat dan mengenainya sehingga ia meninggal karenanya. Orang-orang berkata: "Berbahagialah ia karena telah memperoleh mati syahid, ya Rasulullah." Beliau menanggapi: "Tidak, sama sekali tidak! Demi Allah yang jiwaku berada di tangan-Nya, sesungguhnya kain tebal 364 yang dia ambil dari harta rampasan—sementara ia tidak berhak memperoleh bagian dari harta tersebut—akan menjadi api yang menyala-nyala dan membakarnya kelak." 365



#### ['Umratul Qadha']366

Tatkala kembali ke Madinah, Rasulullah tinggal di sana hingga bulan Dzul Qa'dah. Kemudian, beliau keluar lagi untuk menunaikan umrah, yang disebut 'Umratul Qadha', sesuai dengan kesepakatan yang dibuat bersama kaum Quraisy sebelumnya. Ada juga yang menjadikannya sebagai qadha' atas tertundanya pelaksanaan umrah Hudaibiyah yang terhalang. Ada juga pendapat yang menyebutkan bahwa disebut demikian karena ibadah itu adalah umrah qishash, yaitu pembalasan. Semua pendapat itu benar.

Nabi dan kaum Muslimin pun berangkat hingga sampai di kota Makkah, lalu melaksanakan umrah dan thawaf di Ka'bah, kemudian bertahallul setelah mengerjakan ibadah tersebut. Seusai bertahallul, beliau menikahi Maimunah binti al-Harits, Ummul Mukminin di . Tiga hari kemudian, kaum Quraisy mengirimkan utusan (untuk bertemu dengan) 'Ali . Utusan tersebut menegaskan: "Sekarang, keluarlah dari negeri kami!" 367

Rasulullah 🌉 bertanya: "Apa salahnya apabila, aku berbulan madu dahulu dengan Maimunah di sini?"

Akan tetapi, kaum Musyrikin menolak permintaan Rasulullah tersebut. Bahkan, mereka bergegas meninggalkan Makkah begitu melihat kedatangan Nabi ﷺ, dikarenakan kebencian dan permusuhan mereka terhadap beliau.

Maka dari itu, Rasulullah pun keluar dari Makkah dan berbulan madu dengan Maimunah di Sarif,<sup>368</sup> lalu kembali ke Madinah dengan mendapat kemenangan dan pertolongan.



# [Pengiriman Pasukan Perang Mu'tah]369

Pada bulan Jumadil Akhir tahun 8 H, Rasulullah mengirimkan panglima-panglima perang (beserta bala tentaranya) ke Mu'tah, yakni sebuah perkampungan di negeri Syam, untuk menuntut balas atas kematian orang-orang Islam di sana. Beliau mengangkat Zaid bin al-Haritsah sebagai pemimpin mereka. Beliau bepasah kepada mereka: "Apabila Zaid gugur, maka posisinya digantikan oleh Ja'far bin Abi Thalib . Jika Ja'far gugur juga, maka tempatnya diambil alih oleh 'Abdullah bin Rawahah ."370

Pasukan kaum Muslimin berangkat dengan membawa lebih kurang 3000 personel. Rasulullah iku ikut keluar untuk melepas kepergian mereka hingga pertengahan jalan. Setelah itu, pasukan ini kembali melanjutkan perjalanan. Ketika sudah sampai di Ma'an, 371 kaum Muslimin mendengar kabar bahwa Heraclius, Raja Romawi, telah bersiap-siap untuk menghadang mereka dengan 100.000 personel. Bersamanya ikut pula Malik bin Zafilah dengan membawa 100.000 personel lainnya dari kalangan Nashrani Arab, yaitu dari wilayah Lakhm, Judzam, dan berbagai suku Qudha'ah, seperti Bahra', Baliy, dan Balqin.

Kaum Muslimin berkumpul<sup>372</sup> di tempat itu. Sebagian mengusulkan: "Kita menulis surat kepada Rasulullah ﷺ dan menunggu perintah beliau selanjutnya. Mungkin saja beliau akan mengirimkan bala bantuan kepada kita."

Namun, 'Abdullah bin Rawahah berseru: "Hai kaum! Demi Allah, apa yang selama ini kalian cari sudah ada di depan mata (mati syahid). Kalian memerangi ummat manusia bukan hanya dengan

jumlah personel atau dengan kekuatan, melainkan juga karena membela agama yang karenanyalah Allah telah memuliakan kita. Berjuanglah, sesungguhnya yang ada hanyalah salah satu dari dua kebaikan: menang atau mati syahid."

Orang-orang menyetujui perkataan beliau itu, maka mereka pun bergerak.<sup>373</sup>

Setelah tiba di Thukhum al-Balqa',<sup>374</sup> pasukan kaum Muslimin bertemu dengan pasukan Romawi. Tentara kaum Muslimin singgah dan bermukim di pinggiran kampung Mu-tah, sedangkan tentara Romawi berada di kampung yang bernama Masyarif. Kemudian, kedua pasukan berhadapan langsung dan pecahlah pertempuran dahsyat.<sup>375</sup>

Pada pertempuran itu, panglima kaum Muslimin, Zaid bin Haritsah , gugur. Panji perang yang dipegangnya langsung di ambil alih oleh Ja'far bin Abi Thalib . Ia turun dari kudanya yang berwarna pirang dan langsung menggoroknya. Ia turun dari kudanya yang hingga tangan kanannya putus. Oleh sebab itu, panji tadi dipindahkan ke tangan kirinya. Namun, tidak lama kemudian tangan kirinya juga putus sehingga ia pun memeluk panji tersebut. Barulah sesudah itu, panglima yang gigih ini terbunuh sebagai syahid. Pada saat itu, Ja'far berumur 33 tahun, menurut pendapat yang benar. Isang benar.

Setelah Ja'far gugur, panji perang itu dipegang oleh 'Abdullah bin Rawahah al-Anshari . Ia menahan diri sejenak, baru kemudian maju dan berperang hingga terbunuh. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa Tsabit bin Aqramlah yang seharusnya mengambil alih panji perang tersebut sebab kaum Muslimin ingin menjadikannya sebagai panglima, tetapi ia menolak. 378

Kisah di atas, sebagaimana yang disampaikan sendiri oleh Rasulullah se kepada para Sahabatnya di atas mimbar di Madinah. Beliau menyampaikan kabar duka atas kematian para panglima perang itu satu per satu sambil berlinangan air mata. Hadits ini disebutkan dalam kitab *ash-Shahiih*.<sup>379</sup>

Ketika malam tiba, orang-orang kafir menghentikan perang tersebut. Meskipun jumlah musuh sangat banyak dan jumlah kaum Muslimin sangat sedikit jika dibandingkan jumlah mereka, ternyata tidak terlalu banyak yang mati syahid di pihak ummat Islam, sebagaimana disebutkan para ahli sejarah. Tidaklah mereka menyebutkan namanama Sahabat yang terbunuh dalam perang ini melainkan sekitar sepuluh orang saja. 380

Kaum Muslimin pun segera kembali pulang. Allah telah melindungi mereka dari kejahatan musuh. Segala puji bagi Allah dan segala karunia hanya dari-Nya. Di samping itu, pertempuran ini menjadi motivasi bagi kaum Muslimin dalam menghadapi perang selanjutnya melawan Romawi serta menjadi peristiwa yang menggentarkan musuhmusuh Allah dan Rasul-Nya.<sup>381</sup>

## [Penaklukan Kota Makkah]

Pada pasal ini, kami akan menyebutkan secara ringkas peristiwa penaklukan kota Makkah yang dengannya Allah memberikan kemuliaan bagi Rasul-Nya, menenteramkan jiwa beliau, serta menjadikannya sebagai bukti nyata tingginya kalimat Allah, sempurnanya agama-Nya, dan perhatian Allah dalam memberikan pertolongan kepada Rasul-Nya.

Kejadiannya [ialah]<sup>382</sup> berawal dari Perjanjian Hudaibiyah, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Pada waktu itu, suku Khuza'ah masuk dalam perjanjian bersama Rasulullah , sedangkan Bani Bakar masuk dalam perjanjian bersama kaum Quraisy. Maka ditetapkanlah waktu sepuluh tahun sebagai masa gencatan senjata. Kedua belah pihak pun merasakan suasana damai. Satu tahun berlalu sejak saat itu.

Namun, pada tahun kedua, tepatnya sembilan bulan sesudahnya dan belum lagi genap dua tahun, datanglah Naufal bin Muawiyah ad-Daili bersama beberapa pengikutnya dari Bani Bakar bin 'Abdi Manat (ke wilayah Khuza'ah). Mereka menyerang kaum Khuza'ah pada malam harinya, yakni di sebuah mata air milik suku itu yang bernama al-Watir. Kedua suku tersebut pun berperang di tempat itu karena memang sudah melekat unsur dzuhul (dendam)<sup>383</sup> antara Bani Bakar dan kaum Khuza'ah sejak masa Jahiliyyah.

Kaum Quraisy tentu saja memihak Bani Bakar dan turut menyerang Khuza'ah dengan pasukan bersenjata, bahkan sebagian dari mereka memberikan bantuan secara sembunyi-sembunyi. Akhirnya, kaum Khuza'ah melarikan diri ke Tanah Haram, namun mereka berhasil dikejar oleh Bani Bakar. Kaum Naufal (Bani Bakr) mengingatkan Naufal (salah seorang pemimpin Bani Bakr) akan tanah suci tersebut, seraya berkata: "Takutlah kepada Rabbmu!" Naufal menjawab: "Tidak ada Rabb pada hari ini. Demi Allah, wahai Bani Bakar, sesungguhnya kalian pernah melakukan pencurian di Tanah Haram ini. (Jika kalian mau melakukan itu), maka apakah kalian tidak ingin menuntut balas (atas musuh kalian) di sana?" 384

Aku (Ibnu Katsir) berkomentar: "Mekipun demikian, Naufal akhirnya masuk Islam dan Allah mengampuni perbuatannya. Haditsnya ini diriwayatkan dalam kitab *ash-Shahiihain*.<sup>385</sup> Semoga Allah meridhainya."

Bani Bakar membunuh beberapa orang dari kaum Khuza'ah, di antaranya seorang laki-laki bernama Munabbih. Kaum Khuza'ah berlarian menyelamatkan diri ke rumah-rumah di kota Makkah. Mereka memasuki rumah Budail bin Warqa dan rumah budak yang mereka bebaskan, yakni Rafi'. Secara otomatis, perjanjian dengan kaum Quraisy dinyatakan batal dengan adanya kejadian tersebut.

'Amr bin Salim al-Khuza'i dan Budail bin Warqa' al-Khuza'i [serta beberapa orang dari suku Khuza'ah]<sup>387</sup> segera keluar dari Makkah untuk menemui Rasulullah . Delegasi tersebut memberitahukan tentang apa yang telah diperbuat kaum Quraisy dan meminta bantuan kepada Rasulullah untuk menghadapi mereka. Beliau pun menyetujui dan memberikan kabar gambira kepada mereka berupa kemenangan. Nabi i juga memberitahukan bahwa Abu Sufyan pasti akan datang untuk memperbarui perjanjian, namun beliau akan menolak permintaannya karena sudah tidak lagi membutuhkannya. Memang begitulah fakta yang terjadi selanjutnya.

Karena menyesali tindakan mereka, kaum Quraisy segera mengutus Abu Sufyan untuk memperbarui perjanjian damai antara mereka dan Muhammad ﷺ, guna memperpanjang kembali waktunya. Maka Abu Sufyan pun berangkat. Sesampainya di Usfan, ia bertemu dengan Budail bin Warqa' yang baru pulang dari Madinah. Budail sengaja menyembunyikan apa yang diucapkan Rasulullah ﷺ ini.

Abu Sufyan melanjutkan perjalanan hingga tiba di Madinah. Ia menemui puterinya, Ummu Habibah , yang telah menjadi isteri Rasulullah . Abu Sufyan hendak duduk di atas bantal Rasulullah , namun Ummu Habibah melarangnya seraya berseru: "Anda adalah laki-laki musyrik yang najis." Abu Sufyan menjawab: "Demi Allah, wahai puteriku, kamu telah berubah menjadi seorang yang jahat semenjak meninggalkanku."

Kemudian, Rasulullah pulang. Abu Sufyan langsung mengutarakan maksud kedatangannya, namun Nabi tidak menjawab sepatah kata pun. Maka dari itu, ia pergi menemui Abu Bakar dan memintanya agar mau berbicara kepada Rasulullah namun Abu Bakar juga menolak. Ia pun menjumpai 'Umar ternyata Umar justru berkomentar keras seraya berkata: "Anda memintaku melakukan itu? Demi Allah, seandainya aku hanya memiliki sebutir biji gandum, niscaya biji itu akan kugunakan untuk memerangi kalian!"

Setelah itu, Abu Sufyan mendatangi 'Ali , namun Sahabat ini juga tidak mau melakukannya. Ia pun meminta Fathimah binti Rasulullah supaya menyuruh anaknya, al-Hasan , untuk memberikan perlindungan kepadanya. Fathimah menjawab: "Anakku tidak akan mampu melakukannya. Tidak ada seorang pun yang dapat memberikan perlindungan dari Rasulullah ..."

'Ali bin Abi Thalib memberi isyarat kepadanya bahwa ia akan melindunginya di hadapan (dari amukan) orang banyak. Ia pun benar-benar melakukannya.

Abu Sufyan segera pulang ke Makkah dan mengabarkan kejadian itu kepada kaum Quraisy, tetapi mereka malah berkomentar: "Demi Allah, ia (yakni 'Ali) hanya mempermainkanmu saja!"<sup>389</sup>

Tidak lama kemudian, Rasulullah bersiap-siap untuk berangkat ke Makkah. Beliau memohon kepada Allah agar merahasiakan kepergiannya itu atas kaum Quraisy. Allah pun mengabulkan permintaan beliau. Oleh karena itu, ketika Hathib bin Abi Balta'ah<sup>390</sup> menulis surat rahasia untuk penduduk Makkah yang berisi kabar

Rasulullah se berangkat pada tanggal 10 Ramadhan dengan membawa sepuluh ribu orang dari kalangan Muhajirin dan Anshar serta berbagai kabilah-kabilah Arab. Termasuk juga kabilah Muzainah dan Bani Sulaim yang menambahkannya menjadi seribu<sup>393</sup> orang, menurut riwayat yang masyhur. Semoga Allah meridhai mereka semua.

Nabi ﷺ telah menunjuk Abu Rahm Kaltsum bin Hushain<sup>394</sup> sebagai amir sementara di Madinah.<sup>395</sup>

(Paman Rasulullah, al-'Abbas , menjumpai beliau di Dzul Hulaifah. Ada riwayat yang menyebutkan di al-Juhfah). Ada riwayat yang menyebutkan di al-Juhfah). Al-'Abbas langsung memeluk Islam ketika itu. Ia pun pulang bersama Rasulullah dengan membawa serta kerabat dan harta bendanya ke Madinah.

Setelah Rasulullah ﷺ tiba di Niqul 'Iqab,<sup>398</sup> datanglah keponakan beliau yang bernama Abu Sufyan bin al-Harits bin 'Abdul Muththalib dan 'Abdullah bin Abi 'Umayyah, saudara Ummu Salamah, untuk masuk Islam. Namun, beliau langsung mengusir keduanya. Ummu Salamah ﷺ memberikan jaminan kepada Rasulullah untuk keduanya. Ummu Salamah ﷺ menyampaikan banyak hal (kebaikan) tentang kedua orang tersebut yang menyebabkan hati Rasulullah ﷺ melunak. Akhirnya, beliau mau menerima keduanya, hingga akhirnya mereka memeluk Islam dan menjadi Muslim yang baik, padahal sebelumnya sangat keras permusuhannya terhadap Rasulullah ﷺ.

Rasulullah se terus berpuasa sampai tiba di mata air bernama al-Kadid, yang terletak antara Usfan dan Amaj di jalur Makkah. Beliau baru membatalkan puasa sesudah Ashar, di atas kendaraannya, agar kaum Muslimin dapat mengambil pelajaran darinya. Nabi hendak menjelaskan mengenai keringanan membatalkan puasa, bahkan kemudian beliau menekankan hal itu kepada mereka. 400

Rasulullah pun melanjutkan perjalanan hingga sampai di Marru azh-Zhahran,<sup>401</sup> kemudian bermalam di sana. Sementara itu, kaum Quraisy sengaja dibutakan Allah sehingga tidak mengetahui kabar kedatangan kaum Muslimin, meskipun sebenarnya mereka sangat takut dan sudah menduga-duga peristiwa tersebut. Pada malam itu, keluarlah Ibnu Harb, Budail bin Warqa', dan Hakim bin Hizam untuk memantau keadaan. Saat melihat cahaya api di kejauhan, mereka tidak mempercayainya. Budail berseru: "Itu api kaum Khuza'ah." Abu Sufyan membantah: "Kaum Khuza'ah tidak sebanyak itu."

Al-'Abbas mengendarai bighal Rasulullah pada malam itu lalu menyelinap keluar dari sela-sela pasukan, dengan harapan dapat bertemu seseorang di Makkah. Ketika mendengar suara orang-orang Quraisy, al-'Abbas langsung mengenali orang yang dicarinya. Ia lantas berteriak: "Abu Hanzhalah!" Abu Sufyan yang merasa mengenali suara al-'Abbas pun bertanya: "Abul Fadhal?" Al-'Abbas menjawab: "Benar." Abu Sufyan bertanya lagi: "Berita apa yang engkau bawa?" Al-'Abbas menjawab: "Celakalah kamu, itu adalah Rasulullah bersama kaum Muslimin! Duhai, malangnya nasib kaum Quraisy."

Abu Sufyan bertanya: "Kalau begitu apa yang harus kita lakukan?"

Al-'Abbas berkata: "Kalau Muhammad berhasil memenangkan peperangan, pasti ia akan membunuhmu. Ikutlah denganku dan masuk Islamlah! Abu Sufyan pun mengikuti al-'Abbas. Kemudian, ia kembali dan melewati pasukan kaum Muslimin. Setiap kali al-'Abbas lewat di hadapan sebagian orang, mereka berkata: "Orang ini adalah paman Rasulullah yang sedang mengendarai bighal milik beliau ..." Ia terus berjalan hingga lewat di depan kemah 'Umar bin al-Khaththab ..."

Tatkala 'Umar melihat Abu Sufyan, ia langsung berkata: "Hai musuh Allah! Segala puji bagi Allah yang telah memberiku kesempatan untuk dapat menangkapmu tanpa ada perjanjian dan kesepakatan sebelumnya." Al-'Abbas pun langsung memacu hewan tunggangannya, sementara 'Umar mengejarnya. Karena 'Umar lamban mengejarnya, maka al-'Abbas lolos dan berhasil memasukkan Abu Sufyan ke kemah Rasulullah terlebih dahulu. Tidak lama kemudian, 'Umar masuk dan meminta izin kepada Rasulullah untuk memenggal kepala Abu Sufyan. Namun, al-'Abbas segera melindunginya. Akibatnya, 'Umar dan al-'Abbas terlibat pertengkaran mulut. 403

Akhirnya, Rasulullah memerintahkan agar membawa Abu Sufyan besok. Pada pagi harinya, al-'Abbas datang menemui beliau bersama dengan Abu Sufyan. Rasulullah menawarkan Abu Sufyan masuk Islam, namun ia tampak sedikit ragu-ragu. Melihat gelagatnya, al-'Abbas pun menghardiknya. Sehingga akhirnya Abu Sufyan bersedia masuk Islam. Al-'Abbas berkata: "Wahai Rasulullah, Abu Sufyan adalah orang yang menyukai kehormatan." Maka, Rasulullah sebersabda:

"Barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan maka ia aman, barang siapa yang menutup pintu rumahnya maka ia aman, dan barang siapa yang masuk ke Masjidil Haram maka ia aman."404

Ibnu Hazm<sup>405</sup> menegaskan bahwa peristiwa ini merupakan dalil yang sangat jelas bahwa kota Makkah ditaklukkan secara damai, bukan dengan kekerasan (pertumpahan darah).

Aku (Ibnu Katsir) berkomentar: "Demikianlah salah satu pendapat para ulama,<sup>406</sup> juga merupakan pendapat terbaru (al-qaulul jadiid) Imam asy-Syafi'i. Peristiwa itu juga merupakan dalil bahwa harta rampasan perang pada penaklukan kota Makkah tidak disisihkan seperlimanya dan tidak juga dibagi-bagikan."

Adapun orang-orang yang berpendapat bahwa penaklukan itu dilakukan dengan kekerasan, mereka beralasan bahwa kaum Muslimin telah membunuh dua puluh orang kaum Quraisy di Bukit Khandamah.<sup>407</sup> Mereka juga beralasan dengan sabda beliau : "... maka dia aman ...."

Masalah ini akan sangat panjang apabila dibahas dalam kitab ini. Di samping itu, dua tokoh ulama besar telah berdialog seputar masalah ini, yaitu Tajuddin al-Fazari dan Abu Zakariyya an-Nawawi, tentang pembagian harta rampasan perang pada Penaklukan Makkah.

Maksudnya, Rasulullah pada pagi hari itu berjalan ke Makkah dan memerintahkan al-'Abbas untuk menghentikan Abu Sufyan di khatmul jabal (tepi bukit),408 tidak lain agar ia dapat menyaksikan bala tentara ummat Islam yang akan melewati daerah itu.409

Rasulullah menempatkan Abu 'Ubaidah bin al-Jarrah di posisi depan dan az-Zubair bin al-Awwam di posisi kiri. Rasulullah sendiri berada di posisi belakang. Beliau memberikan panji perang kepada Sa'ad bin 'Ubadah . Rasulullah mendengar Sa'ad berkata kepada Abu Sufyan ketika lewat di depannya: "Hai Abu Sufyan, hari ini adalah hari pembantaian. Hari ini akan dihalalkan Tanah Haram!" Yang dimaksud adalah "Ka'bah."

Tatkala Abu Sufyan mengadukan hal itu kepada Rasulullah ﷺ, beliau ﷺ pun bersabda: "Justru hari ini Ka'bah akan dimuliakan."

Oleh karena itu, beliau memerintahkan agar panji perang itu diambil dari Sa'ad dan diberikan kepada 'Ali bin Abi Thalib . Dalam riwayat lain disebutkan bahwa panji itu diserahkan kepada az-Zubair. Demikianlah riwayat yang benar. Rasulullah memerintahkan az-Zubair untuk masuk dari arah Kada' di bagian atas (utara) kota Makkah, lalu menancapkan panji tersebut di al-Hajun. Kemudian, beliau memerintahkan Khalid bin al-Walid supaya masuk dari arah Kuday, bagian bawah (selatan) kota Makkah, dan memerintahkannya agar memerangi siapa saja yang melawan mereka.

Di pihak lain, Ikrimah bin Abu Jahl, Shafwan bin 'Umayyah, dan Suhail bin 'Amr menggalang pasukan di Bukit Khandamah.

Khalid bin al-Walid yang melintas di tempat tersebut lantas berperang melawan orang-orang kafir itu. Dari kaum Muslimin terbunuh tiga orang, yaitu Kurz bin Jabir dari Bani Muharib bin Fihr, Hubaisy bin Khalid bin Rabi'ah bin Ashram al-Khuza'i,412 dan Salamah bin al-Maila' al-Juhani . Sementara itu, dari kalangan kaum musyrikin terbunuh tiga belas orang, sedangkan selebihnya melarikan diri.

Kemudian, Rasulullah masuk ke Makkah dengan mengendarai untanya. Beliau mengenakan *al-mighfar*<sup>413</sup> pada kepalanya. Kepala Nabi saat itu nyaris menyentuh bagian atas pelana karena ketawadhu'an beliau kepada Rabbnya sa .<sup>414</sup>

Rasulullah memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat Makkah, kecuali 'Abdul Uzza bin Khathal, 'Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh, Ikrimah bin Abu Jahal, Miqyas bin Shababah, al-Huwairits bin Naqidz, serta dua orang biduanita milik Ibnu Khathal. Dua biduanita itu adalah Fartana dan seorang teman wanitanya, Sarah, yakni budak yang dibebaskan oleh Bani 'Abdul Muththalib. Rasulullah menghalalkan darah orang-orang itu bahkan memerintahkan membunuh mereka di mana pun mereka berada, meskipun mereka bergelayutan di kelambu Ka'bah. Terbukti benar bahwasanya Ibnu Khathal dibunuh ketika ia sedang bergelayut di kelambu Ka'bah. Berhasil dibunuh juga Miqyas bin Shababah, al-Huwairits bin Naqidz, dan salah seorang dari dua biduanita tersebut, 415 sedangkan selebihnya mendapat jaminan keamanan.

Rasulullah singgah di Makkah dan mandi di rumah Ummu Hani' , 416 lalu shalat delapan rakaat. Beliau mengucapkan salam pada setiap dua rakaat. Ada yang mengatakan bahwa shalat itu adalah shalat Dhuha. 418 Ada juga yang berpendapat shalat Fat-h (shalat penaklukan). 419

As-Suhaily<sup>420</sup> berkata: "Sa'ad bin Abi Waqqash pernah mengerjakan shalat delapan rakaat di istana Kisra. Hanya saja, ia mengerjakannya dengan sekali salam."

Akan tetapi, kenyataannya tidak sebagaimana yang dikatakannya, yaitu sebenarnya beliau mengucapkan salam pada setiap dua rakaat. Demikianlah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud.<sup>421</sup> Setelah itu, Rasulullah keluar menuju Baitullah lalu mengerjakan thawaf Qudum. Varan Namun, beliau tidak melakukan sa'i karena memang tidak mengerjakan umrah ketika itu. Beliau pun meminjam kunci Ka'bah lalu masuk ke dalamnya. Selanjutnya, Nabi memerintahkan para Sahabatnya membuang gambar-gambar di dalamnya dan menghapus sebagian darinya. Pada hari itulah, Bilal mengumandangkan adzan (untuk pertama kalinya) di atas Ka'bah. Emudian, Rasulullah mengembalikan kunci yang dipinjam tadi kepada 'Utsman bin Thalhah bin Abi Thalhah dan menetapkan mereka (keluarga 'Utsman bin Thalhah) sebagai juru kunci Ka'bah.

Penaklukan Makkah ini terjadi pada saat Ramadhan tinggal 10 hari lagi (diperkirakan tanggal 19 Ramadhan). Pada waktu itu, Rasulullah tidak berpuasa hingga akhir bulan Ramadhan. Beliau mengerjakan shalat dua rakaat, secara qashar, dan meminta penduduk Makkah untuk menyempurnakan shalat mereka, seperti yang diriwayatkan oleh an-Nasa-i dengan sanad yang hasan dari Imran bin Hushain . Imran bin Hushain

Keesokan harinya, sehari setelah penaklukan tersebut, Rasulullah berkhutbah dan menjelaskan tentang kesucian kota Makkah. Sejak saat itu, Makkah tidak halal lagi bagi siapa pun sebelum beliau, juga tetap [tidak halal]<sup>430</sup> bagi siapa pun sesudah beliau. Kota ini hanya dihalalkan bagi beliau beberapa saat saja yaitu pada siang harinya. Selain pada waktu itu, Makkah adalah (sudah menjadi) tanah suci.<sup>431</sup>

Kemudian, Rasulullah mengirimkan pasukan-pasukan kecil ke wilayah sekitar Makkah, yaitu di dusun-dusun Arab, untuk mengajak mereka masuk Islam. Di antara pasukan kecil yang dikirim oleh Rasulullah adalah pasukan Khalid bin Walid ke Bani Judzaimah. Penduduknya diperangi oleh Khalid yang ingin pada awalnya mengajak mereka masuk Islam. Pasalnya, orang-orang di sana mengucapkan kalimat: "Shabba-anaa," disebabkan mereka tidak bisa mengucapkan kalimat: "Aslamna (kami masuk Islam)." Oleh karena itu, Rasulullah membayar diyat kepada ahli waris orang-orang yang terbunuh dalam insiden tersebut dan beliau berlepas diri dari perbuatan Khalid terhadap mereka. 432

## Pengiriman Khalid 🥧 Ke Berhala Al-'Uzza

Termasuk salah satu pengiriman pasukan tersebut ialah pengutusan Khalid ke berhala al-'Uzza. Al-'Uzza adalah sebuah berhala yang sangat diagung-agungkan oleh kaum Quraisy, Bani Kinanah, dan seluruh penduduk Mudhar. Khalid menghancurkan rumah berhala itu dengan penuh keyakinan dan keberanian.<sup>433</sup>

## Kembalinya Beberapa Orang yang Melarikan Diri

'Ikrimah bin Abu Jahal melarikan diri ke Yaman, namun kemudian dijemput kembali oleh isterinya yang sudah masuk Islam, yaitu Ummu Hakim binti al-Harits bin Hisyam. Ummu Hakim membawa 'Ikrimah pulang dengan jaminan keamanan dari Rasulullah ﷺ, hingga akhirnya ia masuk Islam dan bagus keislamannya. 434

Demikian pula yang terjadi dengan Shafwan bin 'Umayyah. Ia juga melarikan diri ke Yaman, tetapi kemudian dijemput kembali oleh temannya pada masa Jahiliyyah, yakni Umair bin Wahb, dengan jaminan keamanan dari Rasulullah ﷺ, sehingga ia pun pulang ke Makkah. Rasulullah ﷺ menangguhkannya selama empat bulan. 435 Belum genap empat bulan, Shafwan sudah masuk Islam dan bagus keislamannya. Semoga Allah meridhainya. 436

## [Perang Hunain]437

Ketika berita Penaklukan Makkah sampai kepada penduduk Hawazin, Malik bin 'Auf an-Nashri<sup>438</sup> segera mengumpulkan mereka. Berkumpullah suku Tsaqif dan kaumnya, Bani Nashar bin Mu'awiyah, Bani Jusyam, Bani Sa'ad bin Bakar, dan sejumlah orang dari Bani Hilal bin 'Amir. Semua kabilah itu membawa isteri mereka dan semua hewan ternak agar tidak ada yang melarikan diri.<sup>439</sup>

Tatkala Duraid bin ash-Shummah, pembesar Bani Jusyam yang digotong dengan tandu karena sudah tua, mengetahui hal itu, ia pun langsung menyalahkan, bahkan mencela tindakan Malik bin 'Auf an-Nashri. Ia berseru: "Kalau kamu menang, maka upaya ini tidak ada gunanya. Demikian pula, jika kamu kalah, berarti orang-orang yang dikalahkan tidak memiliki pelindung sama sekali."

Duraid pun menganjurkan mereka agar tidak berperang melainkan di negeri sendiri. Namun, kelompok tersebut menolak nasihat dan malah mengikuti pendapat Malik bin 'Auf. Akibatnya, Duraid berkata: "Ini adalah hari yang tidak akan pernah kusaksikan lagi, juga tidak akan pernah kulupakan."

Rasulullah mengirim 'Abdullah bin Abi Hadrad al-Aslami untuk menggali informasi tentang kaum Hawazin dan tujuan mereka. Rasulullah lalu bersiap-siap menghadapi mereka. Beliau meminjam dari Shafwan bin 'Umayyah beberapa pasang baju besi. Ada yang menyebutkan seratus pasang, namun ada juga yang mengatakan empat ratus pasang. Beliau juga meminjam sejumlah uang darinya.

Nabi berangkat dengan membawa sepuluh ribu pasukan, sebagaimana mereka yang ikut bersama beliau pada saat Penaklukan

Makkah, ditambah dua ribu lagi dari kalangan thulaqa' Makkah (orangorang yang dibebaskan). 444 Shafwan ikut serta bersama rombongan kaum Muslimin dalam Perang Hunain meskipun ia masih musyrik. Perang ini terjadi pada bulan Syawwal pada tahun ini. Beliau menunjuk 'Attab bin Usaid bin Abul Aish bin 'Umayyah bin 'Abdis Syams 445 sebagai walikota Makkah. Pada waktu itu, ia masih berusia 20 tahun. 446

Di tengah perjalanan, mereka melewati sebatang pohon yang diagung-agungkan kaum musyrikin, yaitu Dzaatu Anwath. 447 Sebagian orang Arab badui yang masih jahil berkata: "Buatkanlah bagi kami Dzaatu Anwath seperti yang mereka miliki." Rasulullah bersabda: "Demi Allah yang jiwaku berada di tangan-Nya, kalian telah mengucapkan apa yang pernah diucapkan oleh kaum Nabi Musa: 'Buatkanlah bagi kami tuhan seperti tuhan-tuhan yang mereka miliki.' Sungguh, kalian pasti akan mengikuti tradisi orang-orang sebelum kalian."

Sesudah itu, Rasulullah seberangkat hingga sampai di Hunain, yakni salah satu lembah yang cukup dalam di wilayah Tihamah. Di situlah kaum Hawazin bersembunyi menunggu kedatangan pasukan kaum Muslimin. Peristiwa itu pun berlangsung pada waktu pagi yang gelap gulita (imaayah 449). Kaum Hawazin menyerang kaum Muslimin secara serentak sehingga mengakibatkan pasukan tersebut kocar-kacir, sampai-sampai seseorang tidak lagi menoleh kepada yang lainnya. 450

Demikian yang disebutkan dalam firman Allah 🕮:

"... Dan (ingatlah) Perang Hunain, yaitu ketika kamu menjadi congkak (sombong) karena banyaknya jumlahmu, maka jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepadamu sedikit pun, dan bumi yang luas itu

terasa sempit olehmu, kemudian kamu berlari ke belakang dan berceraiberai." (QS. At-Taubah: 25)

Kesombongan yang dimaksud adalah sebagian dari pasukan Muslimin berkata: "Kami tidak akan terkalahkan pada hari ini oleh jumlah mereka yang sedikit (yakni karena banyaknya jumlah kaum Muslimin<sup>-pent</sup>)."<sup>451</sup>

Rasulullah an dan beberapa Sahabatnya, seperti Abu Bakar, 'Umar, 'Ali, dan paman beliau, al-'Abbas; begitu juga kedua anak 'Abbas, Fadhl dan Qutsam; serta Abu Sufyan bin al-Harits bin 'Abdul Muththalib dan anaknya, Ja'far; demikian pula beberapa orang lainnya tetap bertahan di tempat mereka. 452

Pada hari itu, Rasulullah ﷺ mengendarai bighal yang dihadiahkan Farwah bin Nufatsah al-Judzami. Beliau menghalaunya ke arah musuh, sementara al-'Abbas memegangi kendalinya (hakamat<sup>453</sup>) supaya tidak maju ke depan. Dalam posisi itu Nabi ﷺ terus mengumandangkan nama beliau: "Aku adalah seorang Nabi, tidak bohong. Aku adalah anak keturunan 'Abdul Muththalib."

Kemudian, beliau menyuruh al-'Abbas yang memiliki suara keras untuk berteriak memanggil: "Hai orang-orang Anshar! Hai orangorang yang berbai'at di bawah pohon! Hai orang-orang Samurah!"

Ketika kaum Muslimin yang sedang sibuk menyelamatkan diri masing-masing, mendengar seruan itu, mereka pun segera berbalik dan menjawab seruan tersebut: "Kami sambut panggilanmu, kami sambut panggilanmu!" Bahkan, terdapat di antara mereka yang tidak bisa membelokkan untanya disebabkan banyaknya orang yang mundur pada saat itu. Oleh karena itu, ia terpaksa turun dari untanya, mengambil baju besinya dan mengenakannya, lalu mengambil pedang dan tamengnya, dan setelah itu berjalan kaki menuju Rasulullah Akhirnya, berkumpullah lebih kurang seratus orang di sekitar beliau untuk menghadapi kaum Hawazin. Mereka pun terlibat dalam pertempuran yang sangat sengit. Api peperangan semakin berkobar. Allah telah menanamkan rasa takut ke dalam hati orang-orang Hawazin saat kaum Muslimin kembali sehingga mereka tidak dapat

mengendalikan diri. 455 Rasulullah melempari mereka dengan segenggam kerikil. Sungguh, tidak seorang pun dari mereka yang terluput dari lemparan tersebut. 456

Kejadian itu sesuai dengan apa yang difirmankan Allah wadalam surat Al-Anfaal:

"... dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allahlah yang melempar mereka ...." (QS. Al-Anfaal: 17)

Menurutku, penafsiran itu masih perlu diteliti kembali karena ayat tersebut diturunkan berkaitan dengan Perang Badar, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

Tidak lama kemudian, kaum Hawazin melarikan diri setelah kewalahan menghadapi serangan kaum Muslimin. Mereka pun dikejar, dibunuh, dan ditawan. Hebatnya lagi, sebelum Sahabat terakhir kembali ke sisi Rasulullah ﷺ, para tawanan itu sudah berada di hadapan beliau. Rasulullah ﷺ berhasil memperoleh harta rampasan perang berikut sanak keluarga orang-orang kafir itu.

Beberapa kelompok suku Hawazin tadi bergabung dengan pasukan Awthas. Maka, Rasulullah segera mengirim Abu 'Amir al-Asy'ari syang bernama 'Ubaid dan keponakannya, Abu Musa al-Asy'ari syang membawa panji kaum Muslimin dalam barisan mereka. Dalam pertempuran yang terjadi kemudian, banyak dari kalangan musuh (kaum musyrikin) yang terbunuh. Akan tetapi, pemimpin kaum Muslimin sendiri, yaitu Abu Amir syang, turut terbunuh, karena seorang laki-laki berhasil memanahnya tepat pada bagian lututnya. Luka itulah yang menjadi penyebab kematiannya.

Abu Musa al-Asyʻari berhasil menewaskan pembunuh Abu 'Amir tersebut.<sup>457</sup> Akan tetapi, terdapat riwayat lain (qiila) yang menyebutkan bahwa orang yang membunuh Sahabat itu akhirnya masuk Islam. Ia adalah salah seorang dari sepuluh bersaudara, sedangkan sembilan saudaranya dibunuh oleh Abu 'Amir sebelumnya. Wallaahu a'lam.<sup>458</sup>

Tatkala Abu Musa mengabarkan hal itu kepada Rasulullah beliau memohonkan ampunan untuk Abu Amir di .459 Abu 'Amir sendiri adalah orang pertama dari empat orang yang terbunuh syahid pada Perang Hunain. Yang kedua adalah Ayman bin Ummi Ayman. Ketiga, Yazid bin Zam'ah bin al-Aswad. Adapun yang keempat adalah Suraqah bin al-Harits bin Adi bin Bani al-Ajlan dari suku Anshar. Semoga Allah meridhai mereka semua.

Sementara itu, dari kalangan kaum musyrikin banyak sekali yang terbunuh (jumlahnya sekitar empat puluh orang).460

Dalam perang ini Rasulullah 🗯 bersabda:

"Barang siapa yang membunuh musuh maka ia berhak memiliki rampasannya." 461

Beliau mengucapkan yang demikian itu, dalam kisah Abu Qatadah 🕮 .

| • |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |

# [Perang Tha-if]462

Pada perang Hunain, ketika bala tentaranya kalah, Raja Hawazin, yakni Malik bin 'Auf an-Nashri, segera lari bergabung bersama pasukan Tsaqif di benteng Tha-if.

Pada waktu itu, Rasulullah su sudah bertolak dari Hunain. Namun, sebelum sampai di Makkah, beliau pergi terlebih dahulu ke Tha-if dan mengepung kota tersebut. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa beliau mengepungnya selama dua puluh sekian malam. Ada pendapat yang mengatakan selama belasan malam. Ibnu Hazm<sup>463</sup> berkomentar: "Pendapat itulah yang benar, tanpa diragukan lagi."

Aku (Ibnu Katsir) berkata: "Aku tidak tahu alasannya (Ibnu Hazm) dalam membenarkan pendapat tersebut? Barangkali dia berdalil dengan ucapan Nabi kepada kaum Hawazin yang hendak masuk Islam sesudah itu: 'Aku sudah menanti-nanti kalian selama dua puluh malam.'"464

Dalam kitab ash-Shahiih<sup>465</sup> diriwayatkan dari Anas bin Malik ia menceritakan: "Kami pun mengepung mereka, yakni pasukan Tsaqif selama empat puluh malam.<sup>466</sup> Akan tetapi, mereka tetap bersikeras membangkang dan tidak mau menyerah, bahkan membunuh beberapa orang Muslim dengan panah dan senjata lainnya. Rasulullah telah menghancurkan harta benda mereka dan menebangi kebun anggur mereka (sebagai upaya memberikan pelajaran kepada mereka), namun beliau tidak melihat reaksi apa pun dari mereka. Akhirnya, Nabi berpaling dari mereka lalu mendatangi Ji'ranah."<sup>467</sup>

Di tempat itu, beberapa delegasi Hawazin mendatangi kaum Muslimin untuk masuk Islam, yakni sebelum harta rampasan dibagibagikan. Nabi 🚎 menyuruh mereka memilih antara anak-anak atau harta benda mereka. Mereka pun memilih anak-anak.

Kemudian, Rasulullah 🛎 bersabda:

"Adapun bagianku dan bagian Bani al-Muththalib, seluruhnya untuk kalian."

Kaum Muhajirin dan Anshar berkata: "Semua bagian kami untuk Rasulullah ..."

Kemudian, Rasulullah membagi-bagikan sisa harta rampasan perang tersebut kepada kaum Muslimin; demikian juga kepada para pemuka Quraisy dan yang lainnya untuk menarik simpati mereka. Maka tiap-tiap mereka mendapatkan seratus atau lima puluh ekor unta dan sejenisnya.<sup>471</sup>

Di dalam kitab *Shahiih Muslim*,<sup>472</sup> yang diriwayatkan dari az-Zuhri, bahwasanya Rasulullah memberikan tiga ratus ekor unta kepada Shafwan bin 'Umayyah ketika itu. Oleh sebab itu, sebagian kaum Anshar merasa tidak puas (dengan keputusan beliau tersebut). Ketika berita itu sampai kepada Rasulullah, maka beliau menyampaikan khutbah di hadapan mereka secara khusus, yakni untuk mengingatkan bahwa Allah telah memuliakan mereka dengan iman melalui tangan beliau. Allah menjadikan mereka kaya setelah sebelumnya fakir, juga melalui tangan beliau, dan Allah telah mempersatukan mereka setelah sebelumnya bermusuhan, akhirnya mereka ridha, lalu Allah membaguskan pula jiwa-jiwa mereka

Pada saat itu, Dzul Khuwaishirah at-Tamimi, yang nama aslinya Hurqush, mengecam keputusan Nabi dalam membagi-bagikan harta tersebut. Meskipun begitu, Nabi memaafkan kelancangannya, setelah sebelumnya sebagian pemuka suku bertanya kepada beliau: "Mengapa engkau tidak memenggal saja kepalanya?" Beliau bersabda: "Tidak." Kemudian Rasulullah bersabda:

"Sesungguhnya akan keluar dari keturunan orang ini suatu kaum yang membaca al-Qur-an, namun hanya sampai di kerongkongan mereka (tidak tembus ke hati<sup>ed</sup>). Maka bunuhlah mereka di mana pun kalian menemuinya. Sesungguhnya Allah menyediakan pahala bagi orang yang membunuh mereka."

Sesudah itu, Rasulullah menugaskan Malik bin 'Auf an-Nashri untuk mengurus orang-orang yang masuk Islam dari kalangan kaumnya. Tentunya setelah dia sendiri memeluk Islam dan bagus keislamannya. Ia pun memuji Rasulullah dalam bait sya'irnya, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Ishaq.<sup>477</sup>

Rasulullah ﷺ melakukan umrah dari Ji'ranah,<sup>478</sup> lalu memasuki kota Makkah. Setelah mengerjakan umrah, beliau berangkat menuju Madinah. Attab bin Usaid ﷺ memimpin kaum Muslimin melaksanakan haji pada tahun tersebut. Dialah orang pertama dari kalangan pemimpin kaum Muslimin yang berhaji dengan membawa orang banyak (jamaah).<sup>479</sup>

# [Perang Tabuk Atau Perang 'Usrah480]

Tatkala Allah 🚟 mewahyukan kepada Rasul-Nya:

"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) pada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk." (QS. At-Taubah: 29)

Rasulullah se mendorong penduduk Madinah dan kaum Badui di sekitar kota itu untuk berjihad, yaitu setelah beliau memberitahukan tentang peperangan melawan Romawi yang akan berlangsung pada bulan Rajab tahun 9 H.481

Setiap kali ingin berperang, biasanya Nabi mengisyaratkan hal itu kepada para Sahabatnya dengan bahasa kiasan, kecuali dalam perang ini. Beliau secara terang-terangan meminta kaum Muslimin agar mempersiapkan diri sebab musuh yang akan mereka hadapi sekarang amatlah besar dan kuat. Perang itu akan direncanakan berlangsung tatkala musim buah tiba, yang berarti juga terjadi pada masa paceklik.

Oleh karena itu, kaum Muslimin harus mempersiapkan diri untuk pertempuran tersebut.<sup>482</sup>

'Utsman bin Affan menginfakkan harta yang sangat banyak jumlahnya untuk membiayai kebutuhan pasukan ini, yaitu Jaisyul 'Usrah (Tentara Perang Tabuk). Ada yang mengatakan jumlahnya mencapai seribu dinar. Ada juga yang menyebutkan bahwa 'Utsman membawa seribu ekor unta dan seratus kuda. Ia mempersiapkan semua itu sebaik mungkin hingga tidak ada satu pun ikatan unta atau ikatan kuda yang terlepas. Semoga Allah meridhainya.

Rasululah berangkat bersama tiga puluh ribu tentara. Di Madinah beliau menugaskan Muhammad bin Maslamah (sebagai amir sementara). Ada yang mengatakan: "Siba' bin Urfuthah." Ada juga yang berpendapat 'Ali bin Abi Thalib

Yang benar adalah 'Ali ditugaskan untuk mengurus kaum wanita dan anak-anak. Oleh karena itulah, orang-orang munafik sering mengejeknya, yakni dengan mengatakan: "Ia ditinggalkan untuk mengurus wanita dan anak-anak perempuan saja'. 'Ali pun menyusul Rasulullah dan mengadukan hal itu. Maka Rasulullah dersabda:

"Tidakkah kamu ridha apabila kedudukanmu di sisiku seperti kedudukan Harun di sisi Musa? Hanya saja, tidak ada lagi Nabi setelahku."<sup>486</sup>

Sementara itu, orang-orang munafik tidak turut serta berjihad disebabkan kekufuran dan pembangkangan mereka. Jumlah mereka sekitar delapan puluh orang. Ada juga kaum Muslimin yang berbuat maksiat (karena sengaja meninggalkan jihad), seperti Murarah bin ar-Rabi', Ka'ab bin Malik, dan Hilal bin 'Umayyah. Meskipun demikian, Allah menerima taubat mereka, yaitu lima puluh malam setelah kedatangan Rasulullah 26.489

Rasulullah melanjutkan perjalanan hingga melewati wilayah al-Hijr. 490 Beliau memerintahkan mereka agar tidak memasuki negeri tersebut kecuali dalam keadaan menangis. 491 Demikian juga, beliau menasihati mereka agar mereka tidak meminum air, kecuali dari sumur an-Naqah. Sebagaimana pula tidak boleh mencampur makanan dengan selain air sumur itu untuk memberi makan unta mereka. Setelah itu, Rasulullah segera meninggalkan daerah tersebut. 492

Kemudian, sampailah beliau di Tabuk. Di tempat itu, terdapat sumber air yang amat sedikit airnya. Namun, air itu lantas menjadi banyak (berlimpah ruah) karena keberkahan beliau. Di samping itu, masih banyak lagi keberkahan doʻa beliau yang mereka saksikan langsung pada peperangan tersebut, seperti mengubah makanan yang sedikit menjadi banyak sehingga menghilangkan rasa lapar seluruh pasukan. Padahal, makanan yang kaum Muslimin miliki hanyalah seekor kambing berukuran sedang. Sesudah beliau berdoʻa kepada Allah , mereka pun akhirnya dapat makan sepuasnya dan mengisi wadah-wadah yang mereka bawa.

Demikian juga ketika pasukan tersebut merasa kehausan, Rasulullah berdo'a kepada Allah sehingga awan berdatangan dan turunlah hujan. Alhasil, mereka bisa minum hingga puas, bahkan dapat menampungnya sebagai bekal. Ternyata, hujan tersebut hanya turun kepada pasukan kaum Muslimin. 496

Masih banyak lagi tanda-tanda kekuasaan Allah<sup>497</sup> lainnya yang dianugerahkan-Nya tatkala mereka membutuhkan pertolongan pada saat itu.

Ketika tiba di tempat tujuan, ternyata kaum Muslimin tidak bertemu dengan musuh. Rasulullah se berpendapat bahwa memasuki negeri Syam pada tahun ini sangatlah sulit bagi mereka. Maka dari itu, beliau berniat untuk kembali dan mengadakan perjanjian damai dengan Yuhannah bin Ru-bah, penguasa Ailah. Rasulullah se juga mengutus Khalid ke Ukaidir Dumah. Nabi pun berdamai dengannya dan memerintahkan delegasi itu kembali.

Kemudian, Rasulullah pulang ke Madinah. Sepulangnya dari Tabuk, beliau memerintahkan agar Masjid adh-Dhirar dirobohkan. Masjid itu berasal dari rumah Khidzam bin Khalid. Atas perintah Rasulullah, masjid itu dirobohkan oleh Malik bin Dukhsyum—saudara Bani Salim, salah seorang tokoh dalam perang Badar—dan seorang lainnya yang turut bersamanya, yang masih diperselisihkan identitasnya. Rasulullah melarang shalat di dalam masjid itu untuk selama-lamanya.

Beliau kembali dari peperangan ini pada bulan Ramadhan, tahun 9 H.<sup>503</sup> Berkaitan dengan hal ini, Allah menurunkan sebagian besar ayat dalam surat at-Taubah. Di dalamnya Allah mengecam orang yang tidak ikut dalam peperangan.

Allah 👺 berfirman:

﴿ مَا كَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَمُ مِنْ ٱلْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ ٱللّهِ وَلَا يَرْغَبُواْ بِأَنفُسِمِ عَن نَفْسِهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ لَاللّهِ وَلَا يَطُعُونَ مَوْطِئًا فَلَا نَصَبُ وَلَا يَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِئًا يَعْفُونَ مَوْطِئًا عَمْلُ صَكِيحُ إِلَى كُنِبَ لَهُم بِهِ عَمْلٌ صَكِيحٌ إِلَى كُنِبَ لَهُم بِهِ عَمْلٌ صَكِيحٌ إِلَى اللّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللّهِ وَلَا يُنفِقُونَ عَمْلُ صَكِيحٌ إِلَى اللّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللّهِ وَلَا يُنفِقُونَ عَمْلُ صَكِيحٌ أَلْمُحْسِنِينَ اللّهِ وَلَا يُنفِقُونَ فَوْدَ وَلَا يَنْفِقُونَ وَلَا يَنْفِقُونَ وَلَا يَنْفِقُونَ وَلِا يَا لِلّا كُنِبَ لَهُمْ مَنْ عَلَا إِلّا كُنِبَ لَهُمْ مَا عَلَيْ وَلَا يَعْفِيكُ وَلَا يَعْفِيكُ وَلَا يَعْفِيكُ وَلَا يَعْفِيكُ وَلَا يَقْطُعُونَ وَلِا يَا لِلّا حَكْتِبَ لَمُ كَاللّهُ مَا اللّهُ مَا يَقَطَعُونَ وَلِا يَا إِلّا حَمْتِبَ لَهُمْ مَا اللّهُ عَنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْمُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

"Tidaklah sepatutnya bagi penduduk Madinah dan orang-orang Badui yang berdiam di sekitar mereka, tidak turut menyertai Rasulullah (pergi berperang) dan tidak patut (pula) bagi mereka lebih mencintai diri mereka daripada mencintai diri Rasul. Yang demikian itu ialah karena mereka tidak ditimpa kehausan, kepayahan, dan kelaparan pada jalan Allah. Dan tidak (pula) menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir, dan tidak menimpakan suatu bencana kepada musuh, melainkan dituliskanlah bagi mereka dengan yang demikian itu suatu amal shalih. Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orangorang yang berbuat baik, dan mereka tidak menafkahkan suatu nafkah yang kecil dan tidak (pula) yang besar dan tidak melintasi suatu lembah, melainkan dituliskan bagi mereka (amal shalih pula), karena Allah akan memberi balasan kepada mereka (dengan balasan) yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan. Tidak sepatutnya bagi orangorang yang Mukmin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya." (QS. At-Taubah: 120-122)

Dengan demikian, jelaslah bagi Anda<sup>504</sup> tentang sesuatu yang masih diperselisihkan, bahwasanya golongan yang berangkat berperang itulah yang mempelajari agama karena mereka menemani Rasulullah dalam peperangan ini. Apabila telah kembali ke kampung halaman, mereka akan memperingatkan kaumnya agar menjaga diri dari ajaran-ajaran baru yang diada-adakan di dalam agama (bid'ah) sepeninggal mereka. Wallaahu a'lam.

# [Kedatangan Utusan Dari Tsaqif]

Delegasi Tsaqif menghadap Rasulullah pada bulan Ramadhan tahun tersebut (9 H), kemudian mereka masuk Islam. Sebab terjadinya hal itu, bahwasanya pemimpin mereka yang bernama 'Urwah bin Mas'ud menemui Rasulullah ketika dalam perjalanan pulang dari Hunain dan Tha-if, yaitu sebelum beliau tiba di Madinah. Ia pun masuk Islam dan bagus keislamannya. Setelah itu, 'Urwah meminta izin kepada Rasulullah agar dapat pulang untuk mengajak kaumnya ke jalan Allah . Rasulullah pun mengizinkannya pergi meskipun mengkhawatirkan keselamatannya. Ketika 'Urwah telah kembali berada di tengah-tengah kaumnya dan mengajak orang-orang masuk Islam, mereka pun menghujani tubuhnya dengan anak panah hingga meninggal.

Setelah itu, kaum tersebut menyesal. Mereka juga menyadari akan ketidakmampuannya untuk memerangi Rasulullah . Akhirnya mereka mengirimkan utusan kepada beliau pada bulan Ramadhan, sebagaimana yang disebutkan di atas. Mereka berjumlah enam orang. Sahabat yang pertama kali melihat kedatangan delegasi tersebut adalah al-Mughirah bin Syu'bah ats-Tsaqafi, yang ketika itu sedang menggembala. Maka ia pun meninggalkan hewan gembalaannya dan mengantar para utusan itu untuk menemui Rasulullah , juga tidak lupa mengajarkan kepada mereka bagaimana cara memberi salam kepada beliau. Meskipun demikian, al-Mughirah didahului oleh Abu Bakar ash-Shiddiq yang ternyata telah menyampaikan kabar gembira itu kepada Rasulullah .

Rasulullah ﷺ lalu mengajak delegasi Tsaqif ke masjid. Beliau membuatkan untuk mereka sebuah kemah di dalamnya. Yang menjadi

pemandu bahasa antara mereka dengan Rasulullah ﷺ adalah Khalid bin Sa'id bin al-'Ash. Ketika itu, makanan untuk mereka diambil dari bagian Rasulullah ﷺ. Namun, mereka tidak mau memakannya sebelum Khalid makan.

Para utusan itu tadi masuk Islam, yaitu dengan mensyaratkan agar Nabi membiarkan thagut mereka, 507 yaitu berhala al-Lata, tetap bersama mereka dan tidak menghancurkannya. Rasulullah tidak mengabulkan permintaan mereka. Kemudian, mereka meminta diberikan keringanan dalam masalah shalat. Rasulullah juga tidak memenuhinya. Akhirnya mereka meminta agar thagut tersebut tidak dihancurkan dengan tangan mereka. Rasulullah pun memenuhi keinginan mereka. Kemudian, beliau mengutus bersama mereka Abu Sufyan Shakhr bin Harb dan al-Mughirah bin Syu'bah untuk menghancurkan berhala tersebut. Maka keduanya pun bergegas untuk segera menghancurkannya.

Peristiwa ini terasa berat bagi kaum wanita Tsaqif. Bahkan, mereka berkeyakinan bahwa penghancuran itu akan menyebabkan mereka tertimpa musibah. Maka dari itu, al-Mughirah bin Syu'bah mengejek mereka. <sup>508</sup> Ketika menghancurkan berhala al-Lata, ia purapura tersungkur seperti orang yang terkena penyakit sawan. Rencana itu dilakukan dengan kesepakatan Abu Sufyan, tidak lain untuk mengesankan bahwa penderitaan yang dialaminya disebabkan berhala tersebut. Kemudian, al-Mughirah bangkit dan menyadarkan serta meneguhkan hati mereka. Akhirnya, penduduk Tsaqif masuk Islam dan bagus keislamannya. <sup>509</sup>

Rasulullah mengangkat salah seorang dari enam orang delegasi kaum yang menyesal karena telah membunuh 'Urwah bin Mas'ud tadi, yakni 'Utsman bin Abil 'Ash , sebagai pemimpin mereka. Ia adalah orang yang paling muda usianya di antara mereka. Karena melihatnya sangat rajin dalam membaca al-Qur-an serta mempelajari Islam, beliau pun memerintahkannya agar mengangkat seorang muadzin yang tidak mau mengambil upah dari adzannya, serta memperhatikan orang-orang yang lemah di antara mereka. <sup>510</sup>

# [Haji Yang Dilakukan Bersama Abu Bakar Ash-Shiddiq]

Rasulullah se mengirim Abu Bakar ash-Shiddiq sebagai *Amirul hajj* (pimpinan rombongan haji) pada tahun yang sama (9 H). Lalu beliau mengirim 'Ali untuk mengusirnya dan menyampaikan isi surat At-Taubah. Beliau bersabda:

"Setelah tahun ini, jangan ada seorang musyrik pun yang mengerjakan haji dan jangan ada lagi yang berthawaf dengan telanjang." 511

Atas dasar itu, Rasulullah membatalkan semua perjanjian dengan kaum musyrikin, kecuali dengan mereka yang masih terikat perjanjian singkat. Beliau bermaksud menyelesaikannya hingga batas waktu yang telah disepakati.

Pada tahun itu, silih berganti orang datang untuk menemui Rasulullah ﷺ, tunduk kepada Islam, dan masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, sebagaimana firman Allah 🕮:

"Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan mohonlah ampun kepada-Nya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima Taubat." (QS. An-Nashr: 1-3)

Beliau juga mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman bersama Abu Musa al-Asy'ari 👺 .<sup>512</sup>

Beliau mengutus pula beberapa delegasi kepada raja-raja di berbagai penjuru dunia untuk mengajak mereka masuk Islam. Alhasil, tersebarlah dakwah dan menjadi tinggilah kalimat Islam. Kebenaran pun datang dan lenyaplah kebatilan. Sesungguhnya kebatilan itu pasti akan lenyap.

### PASAL 39

#### Haji Wada'513

Pada pasal ini, kami akan menyebutkan<sup>514</sup> secara ringkas peristiwa haji Wada' dan tata caranya dengan memohon pertolongan Allah, karunia, taufik, serta hidayah-Nya, yaitu sebagai berikut.

Rasulullah mengerjakan shalat Zhuhur pada hari Kamis, enam hari terakhir di bulan Dzul Qa'dah,<sup>515</sup> tahun 10 H di Madinah. Setelah itu, beliau berangkat bersama kaum Muslimin dari kalangan penduduk Madinah dan kaum Badui yang berhasil dikumpulkannya. Mereka melakukan shalat Ashar di Dzul Hulaifah<sup>516</sup> dan bermalam di sana.<sup>517</sup>

Kemudian, datanglah utusan Allah (Jibril) menemui Nabi di tempat tersebut, yaitu di Lembah al-'Aqiq, untuk menyampaikan perintah Allah , yaitu agar beliau mengucapkan dalam hajinya:

"Kami berniat haji dan umrah."518

Maksudnya, Allah memerintahkan beliau agar menggabungkan antara haji dan umrah (haji Qiran). Keesokan harinya, Rasulullah memberitahukan hal itu (wahyu dari Allah) kepada kaum Muslimin.

Pada hari ini, Nabi menggilir semua isterinya dengan satu kali mandi.<sup>519</sup> Mereka berjumlah sembilan orang, namun ada juga yang menyebutkan sebelas orang. Kemudian, beliau mandi dan mengerjakan shalat dua rakaat di masjid, lalu berihram untuk haji dan umrah secara bersamaan. Demikianlah tata cara haji yang secara lafazh dan

maknanya diriwayatkan oleh enam belas orang Sahabat, di antaranya pelayan Rasulullah, Anas bin Malik. Hadits tersebut pun diriwayatkan darinya oleh enam belas orang Tabi'in. Jadi, riwayat itu sangat jelas (keshahihannya) sehingga tidak bisa ditakwilkan, kecuali dengan takwil yang jauh (menyimpang).

Pembahasan riwayat-riwayat lain yang mengesankan bahwa ketika itu Nabi ﷺ melakukan haji Tamattu', atau bahkan haji Ifrad, tidak akan dijelaskan dalam pasal ini.

Melakukan haji Qiran lebih afdhal (utama) menurut Abu Hanifah, juga menurut satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal as, serta salah satu pendapat dari Imam Abu 'Abdullah asy-Syafi'i. Pendapat ini juga diperkuat oleh mayoritas ulama tahqiq dari kalangan sahabat asy-Syafi'i. Demikianlah hasil dari penggabungan seluruh hadits (riwayat) yang ada. Bahkan, ada di antara ulama yang menganggapnya wajib, wallaahu a'lam.

Tidak lama kemudian, Rasulullah membawa hewan sembelihan dari Dzul Hulaifah dan memerintahkan siapa saja yang membawanya untuk berihram seperti ihram beliau . Nabi pun berjalan dan diikuti oleh kaum Muslimin; ada yang berjalan di depan, ada yang di belakang, ada yang di sebelah kiri, dan ada pula yang di sebelah kanan. Jamaah yang hampir tidak bisa dihitung karena jumlahnya yang sangat banyak itu datang untuk ikut berhaji bersama beliau.

Ketika Rasulullah tiba di Makkah, beliau melakukan thawaf Qudum, kemudian melakukan sa'i antara Bukit Shafa dan Marwah. Beliau pun memerintahkan orang yang tidak membawa hewan sembelihan agar mengubah niat hajinya dan menggantinya dengan umrah, melakukan tahallul sempurna, kemudian berihram untuk haji saat mereka akan bertolak ke Mina (pada hari Tarwiyah).

Beliau 🌉 bersabda:

"Jika aku tahu akan menghadapi perkara yang tidak dapat aku elakkan, niscaya aku tidak akan membawa hewan sembelihan dan aku dapat menjadikan ihram ini untuk umrah." 521

Riwayat ini menunjukkan bahwasanya Nabi tidak melakukan haji Tamattu'. Berbeda dengan yang dipahami oleh para sahabat Imam Ahmad dan sebagian ulama lainnya.

Sesudah itu, 'Ali tiba di Makkah dari Yaman. Rasulullah bertanya kepadanya: "Dengan niat apakah kamu berihram?" 'Ali menjawab: "Dengan apa yang diniatkan oleh Rasulullah ..." Nabi bersabda kepadanya: "Aku membawa hewan sembelihan dan melakukan haji Qiran." Lafazh ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan para ulama hadits lainnya dengan sanad shahih. 522

Dalil tersebut jelas-jelas menunjukkan pelaksanaan haji Qiran.<sup>523</sup> Ketika itu, 'Ali se membawa banyak hewan sembelihan dari Yaman. Nabi se pun menggabungkannya dengan hewan sembelihan beliau, sehingga total jumlahnya menjadi seratus ekor unta.

Selanjutnya, Nabi berangkat menuju Mina dan bermalam di sana. Saat itu bertepatan dengan malam Jum'at, tanggal 9 Dzul Hijjah. Pagi harinya, beliau bertolak ke 'Arafah dan menyampaikan khutbah yang agung di Namirah. Khutbah ini disaksikan oleh 40.000 Sahabat beliau. Semoga Allah meridhai mereka semua. Beliau menjamak shalat Ashar dan shalat Zhuhur lalu melakukan wukuf di 'Arafah.

Kemudian, Rasulullah bermalam di Muzdalifah dan menjamak shalat Maghrib dengan Isya pada malam tersebut. Pagi harinya, beliau mengerjakan shalat Shubuh pada awal waktu.

Setelah itu, Nabi bertolak sebelum matahari terbit menuju Mina. Sesampainya di sana, beliau melempar jumrah 'Aqabah, menyembelih hewan kurban, dan mencukur seluruh rambut kepala beliau. Selanjutnya, beliau melakukan thawaf Ifadhah sebagai thawaf wajib, yakni thawaf Ziyarah. Namun, ada perbedaan pendapat tentang di manakah beliau mengerjakan shalat Zhuhur pada hari itu. Perselisihan [itu]<sup>524</sup> menjadi masalah bagi banyak kalangan *huffazh* (para ahli hadits).<sup>525</sup>

Sesudah itu, Nabi melakukan tahallul penuh dari segala yang diharamkan bagi orang yang berihram. Beliau menyampaikan khutbah kedua pada hari Nahar ('Iedul Adh-ha) dengan khutbah yang agung, memberikan nasihat, memberikan peringatan, dan meminta para Sahabat untuk menjadi saksi bahwa beliau telah menyampaikan risalah.<sup>526</sup>

Kita juga turut menjadi saksi bahwa Rasulullah sebenar-benar telah menyampaikan risalah, menunaikan amanat, serta memberikan nasihat kepada ummat. Semoga shalawat dan salam senantiasa terlimpah atas beliau sampai hari Kiamat.

Beberapa waktu kemudian, Rasulullah ﷺ kembali pulang ke Madinah dan Allah pun menyempurnakan agama-Nya.<sup>527</sup>

## PASAL 40

# [Sakit Dan Wafatnya Rasulullah ﷺ]

Sesudah pelaksanaan haji Wada', Rasulullah menetap di Madinah pada bulan Dzul Hijjah, Muharram, dan Shafar. Baru kemudian beliau mulai jatuh sakit di rumah Maimunah pada hari Kamis. Ketika itu, beliau rasakan sakit pada kepalanya yang mulia. Sejak saat itu, beliau pun mulai sering<sup>528</sup> merasakan pusing. Meskipun demikian, Nabi tetap memberikan giliran malam kepada seluruh isterinya hingga beliau merasa berat (tidak sanggup lagi). Oleh sebab itu, beliau meminta izin kepada isteri-isterinya agar dapat dirawat di rumah 'Aisyah . Mereka pun mengizinkannya. <sup>529</sup>

Nabi menderita sakit selama dua belas hari, namun, ada juga riwayat yang menyebutkan empat belas hari. Abu Bakar ash-Shiddiq yang mengimami kaum Muslimin atas perintah Nabi ketika itu. 530 Beliau juga memberikan dispensasi (keringanan) kepada Abu Bakar untuk tidak ikut dalam pasukan 'Usamah yang telah siap berangkat ke Syam untuk memerangi pasukan Romawi. Karena beliau sedang sakit, kaum Muslimin pun menunggu dan memperhatikan kondisi Rasulullah Meskipun demikian, beliau masih sempat shalat bermakmum (berjamaah) kepada Abu Bakar dalam keadaan duduk.

Tidak lama kemudian, Rasulullah su wafat pada waktu dhuha, tepatnya pada hari Senin bulan Rabi'ul Awwal. Pendapat yang masyhur adalah tanggal 12 Rabi'ul Awwal meskipun terdapat pendapat yang mengatakan pada awal bulan. Ada juga ulama yang berpendapat tanggal 2 Rabi'ul Awwal, sedangkan sebagiannya berpendapat lain lagi.

As-Suhaili<sup>531</sup> mengatakan (yang diklaim sebagai pendapat yang belum pernah diungkapkan siapa pun sebelumnya) bahwa tidak mungkin apabila Nabi melakukan wukuf pada tanggal 9 Dzul Hijjah kemudian wafat pada hari Senin<sup>532</sup> tanggal 12 Rabi'ul Awwal, baik dengan catatan seluruh bulan dihitung secara lengkap (30 hari) maupun apabila dihitung kurang (29 hari); begitu juga jika sebagian bulan dihitung sempurna dan sebagian lagi tidak.

As-Suhaili telah memberikan jawaban yang benar, bahkan sangat tepat, alhamdulilaah. Aku (Ibnu Katsir) telah mencantumkannya secara terpisah dengan berbagai jawaban ulama lainnya, yaitu bahwasanya perselisihan dalam masalah ini terjadi karena adanya perbedaan dalam melihat hilal bulan Dzul Hijjah di antara Makkah dan Madinah. Penduduk Makkah melihat hilal sehari sebelum penduduk Madinah. Dengan demikian, sempurnalah pendapat yang masyhur. Segala puji bagi Allah dan sesungguhnya segala karunia hanya berasal dari-Nya. 533

Usia Nabi ketika wafat adalah 63 tahun, menurut pendapat yang benar.<sup>534</sup>

Para ulama menambahkan: Demikian juga umur Abu Bakar, 'Umar, 'Ali, dan 'Aisyah saat mereka meninggal dunia. Pendapat ini disebutkan oleh Abu Zakariya an-Nawawi dalam kitab *Tahdziib*nya. <sup>535</sup> Pandangan itulah yang diyakini kebenarannya olehnya, namun sebagian riwayat tersebut masih perlu diteliti ulang.

Ada pula yang mengatakan bahwa Rasulullah berumur 60 tahun pada saat itu. 536 Pendapat lain menyebutkan 65 tahun. 537 Ketiga pendapat ini disebutkan dalam *Shahiihul Bukhari*, dari Ibnu 'Abbas 458.

'Umar bin al-Khaththab itidak bisa menerima kenyataan itu. Ia pun menyatakan: "Beliau belum wafat. Beliau akan kembali lagi, sebagaimana Musa dahulu yang akhirnya kembali kepada kaumnya." Semakin gemparlah kaum Muslimin tatkala mendengar pernyataan tersebut.

Muncullah Abu Bakar ash-Shiddiq , Sahabat yang senantiasa mendapat dukungan dan pertolongan sejak awal hingga akhir, baik lahir maupun batin. Beliaulah yang kemudian berhasil menegakkan kebenaran, menyuarakan haq secara terang-terangan, dan berkhutbah di hadapan kaum Muslimin seraya membaca firman Allah :::

"Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang Rasul, sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang Rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu akan berbalik ke belakang (murtad). Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudharat kepada Allah sedikit pun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur." (QS. Ali 'Imran: 144)

Seakan-akan kaum Muslimin belum pernah mendengar ayat ini sebelumnya. Setiap Muslim yang ada saat itu pun langsung membacanya. <sup>539</sup>

Kemudian, kaum Muslimin membawa Abu Bakar pergi menuju tempat pertemuan Bani Sa'idah. Mereka bersepakat untuk mengangkat Sa'ad bin 'Ubadah sebagai Amirul Mukminin. Namun, Abu Bakar menolak dan mencegah pengangkatan itu. Abu Bakar pun menawarkan 'Umar bin al-Khaththab atau Abu 'Ubaidah bin al-Jarrah kepada kaum Muslimin, tetapi keduanya menolak; demikian juga kaum Muslimin lainnya; di samping memang Allah tidak menghendakinya. Akhirnya, kaum Muslimin membai'at Abu Bakar di sana. Selanjutnya, datanglah kaum Muslimin dengan berbondong-bondong untuk membai'at beliau secara umum di atas mimbar. 540

Setelah peristiwa itu, barulah kaum Muslimin mengurus jenazah Rasulullah ﷺ, lalu memandikannya tanpa membuka gamis (baju) beliau.<sup>541</sup>

Sahabat yang mengurus jenazah Nabi adalah paman beliau sendiri, al-'Abbas, dan anaknya yang bernama Qutsam dan 'Ali bin Abi Thalib. Usamah bin Zaid dan Syuqran, dua budak yang dibebaskan Rasulullah ﷺ, turut membantu menyiramkan air. Aus bin Khauli al-Anshari al-Badri<sup>542</sup> juga ikut membantunya. Semoga Allah meridhai mereka semua.<sup>543</sup>

Sesudah memandikan, para Sahabat tadi mengkafani jasad Nabi dengan tiga lapis kain katun sahuliyah, 544 tanpa gamis dan tanpa sorban. 545 Mereka pun menshalatkan jenazah Rasulullah secara bergantian, 546 satu per satu, 547 berdasarkan hadits yang menyebutkan hal itu, yakni yang diriwayatkan oleh al-Bazzar. 548 Namun, wallaahu a'lam tentang keshahihannya. Disebutkan pula bahwasanya Rasulullah memang memerintahkan kaum Muslimin untuk melakukan yang demikian itu.

Asy-Syafi'i menjelaskan: "Mereka (para Sahabat) menshalatkan jenazah beliau berkali-kali secara bergantian. Hal ini disebabkan oleh besarnya pahala shalat tersebut dan karena mereka saling berlombalomba<sup>549</sup> agar dapat menshalatkannya secara berjamaah." <sup>560</sup>

Rasulullah dimakamkan pada hari Selasa. Ada yang menyebutkan hari Rabu pagi di tempat beliau wafat, yakni di kamar 'Aisyah di

Demikianlah akhir dari juz pertama mengenai pembahasan sirah Nabawiyah. Semoga shalawat dan salam yang utama terlimpah atas beliau. Selanjutnya adalah pembahasan beberapa pasal berikut ini.

#### Sumber Rujukan dan Keterangan

Di dalam *Shahiihul Bukhari* (VII/279) disebutkan bahwa Ibnu Ishaq berkata: "Perang pertama Nabi adalah Perang Abwa'."

Oleh karena itu, Perang Abwa' dikenal juga dengan nama Perang Waddan, sebagaimana yang dikatakan Ibnu Ishaq dalam as-Siirah (II/203). Hal itu dikarenakan letak daerah Waddan dan Abwa' yang berdekatan.

<sup>3</sup> Demikian disebutkan pada naskah asli *al-Fushuul* karya Ibnu Katsir, sedangkan di dalam *as-Siirah* karya Ibnu Hisyam (II/241) dan *as-Siirah an-Nabawiyyah* (II/256) tertera: "مَخْشِيْ (Makhsyi bin 'Amr).

<sup>4</sup> Silakan lihat kisah perang ini dalam as-Siirah an-Nabawiyyah (II/203) karya Ibnu Hisyam, ath-Thabaqaatul Kubraa (II/3), dan Dalaa-ilun Nubuwwah (III/8).

5 Demikian disebutkan pada naskah asli *al-Fushuul*, sedangkan dalam *as-Siirah* karya Ibnu Hisyam (II/245) dan *as-Siirah an-Nabawiyyah* karya Ibnu Katsir (II/359) terdapat tambahan: "الْجُهَنِيْ"

6 Silakan lihat kitab *as-Siirah* karya Ibnu Hisyam (II/580), *ath-Thabaqaatul Kubraa* (II/6), *Dalaa-ilun Nubuwwah* karya al-Baihaqi (III/8), dan *al-Maghaazi* karya al-Waqidi (I/9).

7 Yaqut al-Hamawi berkata dalam Mu'jamul Buldaan (II/85): "(النَرَّة), dengan mem-fat-hah-kan huruf mim dan tidak men-tasydid-kan huruf ra."

8 Silakan lihat kitab Shahiihul Bukhari (no. 4326, 4327).

9 Pasukan Hamzah dan pasukan 'Ubaidah 。

- Silakan lihat kitab Taariikhul Umam wal Muluuk (I/259-260). Namun, perkataan penulis perlu ditinjau kembali. Sebab, Ibnu Jarir taka menyebutkan perkataan ini dari al-Waqidi. Ibnu Jarir berkata di depannya: "Al-Waqidi menyangka ...." Setelah berkomentar tentangnya, Ibnu Jarir berkata lagi: "Muhammad—yaitu dirinya sendiri—berkata: 'Bendera 'Ubaidah, sepengetahuanku, adalah panji pertama yang dikibarkan Rasulullah taka di dalam Islam bagi kaum Muslimin." Silakan lihat kitab al-Bidaayah wan Nihaayah (IV/578-580, V/22-25, terbitan al-Hijr).
- adalah nama sebuah gunung di tanah Hijaz dari arah Gunung Radhwa, termasuk di dalam wilayah pegunungan Yanbu' di Juhainah, dan terletak di sebelah kanan al-Mash'ad dari Makkah ke Madinah."

12 Radhwa adalah nama sebuah gunung yang besar di Yanbu'.

Al-Bukhari berkata dalam Shahiih-nya, pada Kitab "al-Maghaazi" (VII/279), bahwasanya Ibnu Ishaq berkata: "Ekspansi pertama Nabi adalah wilayah Abwa', lalu Buwath, baru kemudian al-'Usyairah." Silakan lihat kisah perang tersebut dalam as-Siirah karya Ibnu Hisyam (III/210), juga ath-Thabaqaatul Kubraa (II/8) dan al-Maghaazi karya adz-Dzahabi (hlm. 47).

<sup>14</sup> Tambahan dari naskah "سِ".

Shahiih Muslim (III/1447/1254) (143). Terdapat juga hadits yang semakna dengannya di dalam Shahiihul Bukhari (no. 3949).

Al-Hafizh berkata: "Adapun al-'Usyairah—ini adalah lafazh al-Bukhari, para ahli sejarah perang Nabi setidak berselisih pendapat bahwasanya al-'Usyairah itu menggunakan bentuk tashghir serta huruf akhirnya adalah ha. Ibnu Ishaq mengatakan bahwa daerah ini berada di Lembah Yanbu'."

Penulis the berkata dalam al-Bidaayah wan Nihaayah (V/31): "Hadits ini menunjukan dengan sangat jelas bahwa perang pertama adalah perang al-'Usyairah, kecuali jika yang dimaksud adalah: al-'Usyairah merupakan perang pertama yang diikuti oleh Zaid bin Arqam bersama Nabi. Jika ini yang dimaksud, maka hal ini tidak menafikan adanya perang yang lain yang terjadi sebelum perang al-'Usyairah, yakni yang tidak diikuti Zaid bin Arqam. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dikompromikan antara perkataan Ibnu Ishaq dan hadits ini."

Al-Hafizh berkata dalam Fathul Baari (VII/285): "Badar adalah desa yang terkenal, yang dinisbatkan kepada Badr bin Mukhallid bin an-Nadhr, yang pernah singgah di desa ini. Ia disebut juga Badr bin al-Harits. Ada juga yang mengatakan bahwasanya Badr adalah nama sumur yang terdapat di sana. Sumur itu dinamakan demikian karena bentuknya yang bulat, atau airnya yang jernih sehingga bulan purnama dapat tercermin di dalamnya. Al-Waqidi meriwayatkan bahwa ada lebih dari satu orang pemuka Bani Ghifar yang tidak sependapat dengan analisa di atas. Menurut mereka,

Badar merupakan tanah dan tempat tinggal mereka, dan belum ada seorang pun yang memiliki (menguasai) tempat itu sebelumnya. Badar merupakan nama yang diberikan kepada tempat itu, layaknya nama yang diberikan kepada tempat-tempat lainnya.

18 Penggembala unta dan kambing.

<sup>19</sup> Tambahan dari naskah "…".

- Dia bernama Kurz bin Jabir bin Hasl bin Lahib bin Habib al-Qurasyi al-Fihri, salah seorang pemimpin orang-orang musyrik, namun dia kemudian masuk Islam setelah Perang Badar pertama. Dia terbunuh pada hari penaklukan kota Makkah, sebagaimana diterangkan di dalam riwayat al-Bukhari (no. 4280).
- Ibnu Ishaq berkata, seperti halnya dalam as-Siirah karya Ibnu Hisyam (II/212): "Rasulullah 🛎 mengutus Sa'ad bin Abi Waqqash bersama delapan orang Muhajirin. Mereka pun pergi hingga sampai di al-Kharar di tanah Hijaz."

<sup>22</sup> Pada naskah "w", bab perubahan arah kiblat disebutkan lebih dahulu daripada bab ini.

 Pada naskah "و" dan "σ" tertulis: "نَهَمُنْوا".
 Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq (III/586-588 -Siirah Ibni Hisyam), dan dari jalurnya diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam Dalaa-ilun Nubuwwah (III/18), Ibnu Jarir dalam Jaami'ul Bayaan (II/207), dan Ibnu Abi Hatim dalam Tafsiir-nya (II/388/2042) dari hadits mursal 'Urwah bin az-Zubair. Diriwayatkan juga secara maushul dan mursal dari banyak jalur, tetapi seluruhnya dha'if sehingga tidak bisa dijadikan rujukan. Silakan lihat lihat pembahasan selengkapnya dalam kitab saya, al-Istii'aab fii Bayaanil Asbaab.

<sup>25</sup> Silakan lihat kitab Shahiihul Bukhari (no. 4491) dan Shahiih Muslim (no. 525).

<sup>26</sup> An-Nasa-i dalam *Tafsiir*-nya (I/193/24), al-Bazzar dalam *Musnad*-nya (I/211/419 - Kasyful Atsaar), dan ath-Thabrani dalam al-Mu'jamul Kabiir (XXII/250/770) dengan sanad dha'if. Sebab, di dalam

sanadnya terdapat Marwan bin 'Utsman, perawi yang dha'if.

Penulis mengisyaratkan hadits Ibnu 'Umar di dalam Shahiihul Bukhari (III/375/1511) dan Shahiih Muslim (II/677/984) dengan lafazh: "Nabi ﷺ mewajibkan zakat fitrah ...." Demikian juga dalam riwayat lain: "... Dahulu, mereka menyerahkan zakat fitrah sebelum shalat 'Idul Fitri, sehari atau dua hari sebelumnya." Yang terakhir adalah lafazh milik al-Bukhari.

Pada catatan kaki naskah "" tercantum: "Telah dilakukan pengecekan terhadap naskah asli penulis."

Tunggangan, yaitu hewan yang mampu membawa muatan. Silakan lihat kitab Shahiih Muslim (no. 1901). Dengan mem-fat-hah-kan huruf ra dan men-sukun-kan huruf wawu (الرَّوْحَاء). Tempat ini berjarak 36 mil dari Madinah, sebagaimana diterangkan dalam Shahiih Muslim (no. 388).

30 Abu Lubabah bin 'Abdul Mundzir adalah seorang Sahabat yang terkenal, salah satu dari dari dua belas orang yang ikut bai'at 'Aqabah. Dia meninggal dunia pada masa kekhalifahan 'Ali 👛 .

<sup>31</sup> Diriwayatkan oleh an-Nasa-i dalam *as-Sunanul Kubraa* (no. 8807), ath-Thayalisi dalam *Musnad-*nya (no. 352), Ibnu Abi Syaibah dalam Musnad-nya (no. 399), Ahmad dalam Musnad-nya (I/411, 418, 422, 424), Ibnu Sa'ad dalam ath Thaabaqaatul Kubraa (II/21), Abu Ya'la dalam Musnad-nya (no. 5359), al-Bazzar dalam al-Bahruz Zakhkhaar (no. 1813), al-Haitsam bin Kulaib dalam Musnad-nya (no. 639), Ibnu Hibban dalam Shahiih-nya (7433 - Ihsaan), Abu Nu'aim dalam al-Hilyah (VI/254-255), al-Hakim dalam al-Mustadrak (II/91, III/20), al-Baihagi dalam as-Sunanul Kubraa (V/258), al-Baghawi dalam Syarhus Sunnah (no. 2686), adh-Dhiya' al-Maqdisi dalam al-Muntaqaa min Masmu'atihi bi Marwa (I/29) dari Hammad bin Salamah, dari 'Ashim bin Bahdalah, dari Zir bin Hubaisy, dari 'Abdullah bin Mas'ud, lebih lengkap darinya.

Al-Hakim di dalam bagian pertama berkata: "Hadits ini shahih sanadnya, hanya saja al-Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya." Penilaian ini disetujui oleh adz-Dzahabi. Al-Hakim berkata lagi di bagian kedua: "Shahih sesuai dengan syarat Muslim, namun al-Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya." Adz-Dzahabi tidak mengomentarinya, dia hanya berkata: "Hadits ini telah disebutkan."

Saya berkomentar: "Hadits ini tidak seperti yang dikatakan al-Hakim dalam dua bagian itu. Hal ini karena 'Ashim adalah perawi shaduq yang sering melakukan kekeliruan, sebagaimana disebutkan dalam at-Taqriib, namun derajat haditsnya hasan. Hadits ini pun tidak sesuai dengan syarat Muslim, karena Muslim mengeluarkannya jika haditsnya disertai dengan yang lain, sebagaimana yang dikatakan adz-Dzahabi dan ulama lainnya."

Al-Haitsami berkata dalam Majma'uz Zawaa-id (VI/69): "Di dalamnya terdapat 'Ashim bin Bahdalah, perawi yang haditsnya hasan, sedangkan perawi Ahmad lainnya adalah perawi kitab ash-Shahiih."

Hadits ini memiliki penguat dari riwayat mursal 'Urwah, yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dalam as-Siirah (II/596 -Siirah Ibnu Hisyam).

Secara keseluruhan, melihat dari seluruh jalur-jalurnya, hadits ini shahih.

Anasah adalah bekas budak Rasulullah ﷺ, kun-yah nya Abu Masruh. Dia ikut serta dalam Perang Badar, dan meninggal pada masa Khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq 👛 .

33 Abu Kabsyah adalah bekas budak Rasulullah ﷺ yang bernama Salim. Ia ikut serta dalam Perang Badar dan peperangan lainnya. Abu Kabsyah meninggal pada masa Khalifah 'Umar 👛 .

<sup>34</sup> Di dalam Mu'jamul Buldaan (III/412): "Lembah ash-Shafra' termasuk ke dalam wilayah Madinah. Lembah ini banyak ditumbuhi pohon kurma dan terdapat pula lahan-lahan pertanian. Lembah ini terletak di jalur haji. Rasulullah 🌉 melewatinya lebih dari sekali. Badar berjarak beberapa marhalah dari lembah yang terletak di sebelah atas Yanbu' dan di samping Madinah ini.

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam al-Mushannaf (no. 18507) dan Ibnu Mardawaih, sebagaimana di dalam al-Bidaayah wan Nihaayah (V/73) dan Tafsiirul Qur-aan al-Azhiim (IV/18-

19), dari Jalur Muhammad bin 'Amr bin 'Alqamah al-Laitsi, dari kakeknya.

Saya berkata: "Sanad ini dha'if karena di dalamnya terdapat dua kelemahan. Pertama, hadits ini mursal sebab 'Alqamah bin Waqqash al-Laitsi termasuk perawi mukhdharam (orang yang mengalami masa jahiliyah dan Islam, namun tidak pernah bertemu Nabi), yakni tidak berstatus sebagai seorang Sahabat. Kedua, Muhammad tidak bertemu dengan kakeknya sehingga haditsnya mungathi'. Akan tetapi, hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Mardawaih, sebagaimana di dalam Tafsiirul Qur-aan al-'Azhiim (IV/18-19) dan Fat-hul Baari (VII/288) dari jalur Muhammad bin 'Amr bin 'Alqamah, dari ayahnya, dari kakeknya. 'Amr bin 'Alqamah ini adalah perawi yang derajatnya maqbul, sebagaimana dinyatakan dalam at-Taqriib. Karena itu, hadits ini dinyatakan dha'if.

Hadits ini disebutkan juga oleh Ibnu Ishaq tanpa sanad, seperti halnya di dalam as-Siirah (II/597-598 - Ibnu Hisyam), namun hadits ini tidak shahih sebagaimana yang telah dijelaskan. Namun diriwayatkan di dalam Shahiih Muslim (no. 1779) bahwasanya perkataan itu adalah perkataan Sa'ad

bin 'Ubadah."

Akan tetapi, al-Hafizh Ibnu Hajar dalam Fat-hul Baari (VII/288) mengomentari hal itu: "Diriwayatkan oleh Muslim bahwasanya Sa'ad bin 'Ubadah yang mengatakannya, juga oleh Ibnu Abi Syaibah dari riwayat mursal 'Ikrimah. Meskipun demikian, hal ini perlu ditinjau kembali karena Sa'ad tidak ikut dalam Perang Badar walaupun dia adalah bagian dari mereka dan termasuk orang yang menerima ghanimah, sebagaimana yang akan dijelaskan di akhir bab peperangan. Kedua riwayat tersebut dapat dikompromikan yaitu dengan mengatakan bahwa Nabi ﷺ dua kali meminta saran kepada mereka pada Perang Badar. Pertama, ketika mendengar tentang kabilah Abu Sufyan di Madinah, sebagaimana yang disebutkan di dalam riwayat Muslim: 'Nabi bermusyawarah dengan mereka ketika menerima kabar mengenai kabilah Abu Sufyan.' Kedua, setelah beliau berangkat, sebagaimana terdapat dalam hadits pada awal bab ini, dan hadits yang diriwayatkan oleh ath-Thabrani: 'Bahwasanya Sa'ad bin 'Übadah mengatakan hal ini di Hudaibiyah.' Riwayat inilah yang sekiranya lebih mendekati kebenaran."

36 Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dalam as-Siirah (II/599-600 - Ibnu Hisyam)-dan dari jalurnya diriwayatkan juga oleh al-Baihaqi dalam Dalaa-ilun Nubuwwah (III/31), juga oleh ath-Thabrani dalam al-Kabiir, sebagaimana di dalam Majma'uz Zawaa-id (VI/73-74)--: "Yazid bin Ruman

meriwayatkan kepada kami, dari 'Urwah bin az-Zubair."

Saya berpendapat bahwa hadits ini mursal tapi sanadnya shahih. Akan tetapi, riwayat yang

menggunakan redaksi ini tidak shahih, kecuali apabila terdapat beberapa penguatnya.

Di antara syahid atau penguatnya adalah hadits riwayat Muslim dalam Shahiih-nya (no. 1779): "Anas berkata: 'Maka Rasulullah 🕮 memotivasi para Sahabat sehingga mereka berangkat dan sampai di Badar. Kemudian, datanglah dua orang pencari air dari kaum Quraisy ke tempat mereka. Salah seorang di antara mereka adalah anak kecil berkulit hitam yang berasal dari Bani al-Hajjaj. Mereka pun menangkapnya. Para Sahabat Rasulullah 🍇 menanyai anak itu mengenai Abu Sufyan dan rombongannya. Anak itu menjawab: 'Aku tidak tahu-menahu tentang Abu Sufyan, tetapi mereka adalah Abu Jahl, 'Utbah, Syaibah, dan 'Umayyah bin Khalf.' Mendengar jawaban anak kecil itu, para Sahabat pun memukulinya hingga ia berteriak: 'Baiklah, aku akan memberi tahu kalian. Benar, itu adalah Abu Sufyan.' Ketika para Sahabat berhenti memukulinya dan bertanya lagi, ia kembali menjawab: 'Aku tidak tahu-menahu tentang Abu Sufyan sedikit pun, tetapi mereka adalah Abu Jahl, 'Utbah, Syaibah, dan 'Umayyah bin Khalf bersama rombongan.' Mendengar jawaban itu, para Sahabat kembali memukulinya lagi. Pada saat itu, Rasulullah se sedang shalat. Tatkala mengetahui kejadian tersebut, beliau pun segera datang dan berkata: 'Demi dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, apakah kalian memukulnya jika ia berkata benar dan melepaskannya jika ia membohongi kalian?'"

Inilah riwayat yang shahih. Di dalamnya tidak disebutkan penunjukan siapa-siapa yang akan pergi ke Badar untuk memata-matai musuh. Adapun yang ditangkap hanyalah satu orang, bukan dua

orang sebagaimana yang disebutkan hadits pada awal bab ini.

Penguat yang lain berasal dari hadits 'Ali, di dalamnya disebutkan: "... maka beliau bertanya kepadanya: 'Ada berapa orang?' Ia menjawab: 'Demi Allah, jumlah mereka banyak dan mereka sangat garang.' Nabi ﷺ memaksanya untuk memberitahukan jumlah mereka, namun ia tetap keras kepala. Kemudian, Nabi ﷺ bertanya: 'Berapa unta yang mereka sembelih?' Ia menjawab: 'Sepuluh ekor setiap hari.' Atas dasar itu, Nabi ﷺ menyimpulkan: 'Jumlah mereka seribu orang. Seekor unta untuk seratus orang ....'"

Hadits penguat kedua itu diriwayatkan oleh Ahmad dalam Musnad-nya (I/117), Ibnu Abi Syaibah dalam al-Mushannaf (no. 18526), al-Bazzar dalam al-Bahruz Zakhkhaar (no. 719), ath-Thabrani dalam Taariikhul Umam wal Muluuk (I/269), al-Baihaqi dalam Dalaa-ilun Nubuwwah (III/92-93), dan Ibnu 'Asyakir dalam Taariikh Dimasq (XL/182) dari jalur Isra-il, dari Abu Ishaq as-Sabi'i, dari

Haritsah bin Mudharrib, dari 'Ali 😅 .

Saya berkomentar: "Sanad ini dha'if. Abu Ishaq as-Sabi'i adalah perawi *mudallis* yang rusak hafalannya, bahkan ia meriwayatkan dengan *'an'anah* pada banyak jalur, berdasarkan penelitianku. Selain itu, menurut pendapat ulama yang paling shahih, Isra-il meriwayatkan dari Abu Ishaq setelah hafalannya rusak."

Muhaqiq kitab al-Musnad (II/261, terbitan al-Mu'assasah) dan Jaami' Shahiihis Siirah an-Nabawiyyah (hlm. 229, terbitan Daar an-Nafaa-is) terluput dari cacat ini sehingga mereka menshahihkan sanadnya! Akan tetapi, hadits terakhir ini: "Ada berapa orang?" sampai dengan akhir hadits, terangkat menjadi hasan lighairihi, karena adanya riwayat mursal dari 'Urwah yang telah disebutkan di atas, insya Allah.

Secara keseluruhan, hadits ini shahih berdasarkan perincian yang telah disebutkan. Wallaahu a'lam.

<sup>37</sup> Akamah adalah bukit kecil atau tempat yang lebih tinggi daripada daerah sekitarnya.

38 Al-Fat berarti menumbuk dan memecahkan dengan jari tangan.

<sup>39</sup> Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq, sebagaimana di dalam Siirah Ibni Hisyam (II/602), ia berkata: "Diceritakan kepadaku dari beberapa orang Bani Salamah, di mana mereka menuturkan bahwa al-Habbab ...."

Sanad ini dha'if dan di dalamnya terdapat banyak cacat. Guru kami 🗱 pun telah mendha'ifkannya dalam komentarnya atas kitab Fiqhus Siirah (hlm. 240). Silakan lihat kitab Difaa' 'anil Hadiits an-

Nabawi was Siirah (hlm. 81-83) karya beliau (al-Albani).

Hadits ini memiliki penguat dari hadits al-Hubab yang diriwayatkan oleh al-Hakim (III/426-427), namun hadits penguat ini didha'ifkan oleh adz-Dzahabi; juga dari hadits Ibnu 'Abbas, sebagaimana yang tertera di dalam al-Bidaayah wan Nihaayah (III/167). Akan tetapi, kedua hadits penguat tersebut tidak berpengaruh apa-apa, karena derajat keduanya yang sangat lemah.

Secara keseluruhan, hadits ini dan hadits-hadits pendukung lainnya tidaklah shahih. Wallaahu a'lam.

Pada buku asli tertera ونُغَوِّر yang artinya: kita kubur, kita tanam, dan kita tutup.

<sup>41</sup> Pada buku asli tertera القُلِيْب yang merupakan bentuk jamak dari kata القُلِب, yang berarti sumur

(atau mata air) yang memancar.

Penulis (Ibnu Katsir) 執疑 berkata dalam Tafsiirul Qur-aan al-'Azhiim (II/280): "Riwayat yang paling shahih dalam bab ini adalah riwayat al-Imam Muhammad bin Ishaq bin Yasar 執疑, penulis kitab al-Maghazi: 'Yazid bin Ruman meriwayatkan kepadaku dari 'Urwah bin az-Zubair, ia berkata: 'Allah mengirim mendung saat lembah itu tengah kering kerontang, sehingga Rasulullah 繼 dan para Sahabatnya pun mendapat siraman hujan yang membasahi tanah mereka namun tidak sampai

menghambat perjalanan mereka. Hujan juga mengguyur rombongan Quraisy sehingga membuat mereka tidak dapat melanjutkan perjalanan."

Saya berkata: Hadits ini terdapat dalam as-Siirah karya Ibnu Hisyam (II/602) dan sanadnya mursal. Akan tetapi, ayat al-Qur-an menguatkannya, yakni firman Allah 🕮:

"(Ingatlah), ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai suatu penenteraman dari-Nya, dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk menyucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan dari kamu gangguan-gangguan syaitan dan untuk menguatkan hatimu dan memperteguh dengannya telapak kaki(mu)." (QS. Al-Anfaal: 11)

43 'Ariisy artinya segala sesuatu yang dapat dijadikan tempat berlindung, seperti kubah, kemah dan sebagainya. Di dalam Shahiihul Bukhari (no. 4877), yakni pada hadits 'Abdullah bin 'Abbas , dikisahkan bahwasanya ketika Nabi 
48 berada di kubah pada Perang Badar, beliau bersabda:

"Aku memohon kepada-Mu perlindungan dan janji-Mu. Ya Allah, jika Engkau berkehendak (mengalahkan kaum Muslimin'"), niscaya Engkau tidak akan disembah lagi setelah hari ini." Kubah ini dipakai oleh Rasulullah #untuk menempatkan orang yang terluka, sama seperti kamar operasi prajurit yang dikenal sekarang.

Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dalam *as-Siirah* (II/602-603 – Ibnu Hisyam), dia berkata: "Abdullah bin Abu Bakar meriwayatkan kepadaku, ia bercerita bahwasanya Sa'ad bin Mu'adz ..." Kemudian ia menyebutkan hadits di atas.

Saya berkata: "Sanad ini dha'if karena mu'dhal." Riwayat tersebut dikuatkan oleh riwayat syahid dari 'Abdullah bin Tsa'labah yang semakna dengannya, yang disebutkan oleh al-Umawi dalam Maghaazi-nya, sebagaimana di dalam al-Bidaayah wan Nihaayah (V/126) dari jalur Ibnu Ishaq, ia berkata: "Az-Zuhri meriwayatkan kepadaku dari 'Abdullah bin Tsa'labah bin Shu'air...," sanadnya hasan, seperti yang dikatakan oleh guru kami, al-Albani ﷺ, dalam Takhriij Fiqhus Siirah (no. 243). Syahid lainnya berasal dari hadits 'Ali yang diriwayatkan oleh al-Bazzar dalam Musnad-nya (2481 -Kasyaf). Al-Haitsami berkata dalam Majma'uz Zawaa-id (IX/46): "Diriwayatkan oleh al-Bazzar namun di dalamnya ada perawi yang tidak kukenal."

Saya berkata: "Telah disebutkan di atas kekuatan riwayat pendukungnya, yaitu hadits Ibnu 'Abbas Oleh karena itu, hadits ini shahih lighairihi."

Diriwayatkan oleh Muslim dalam Shahiih-nya dari hadits Anas 👛 (no. 1779) dan dari hadits 'Umar 👛 (no. 2873).

Saya tidak menjumpai perkataan ini di dalam kitab-kitab sirah yang kumiliki. Meskipun demikian, penggalan ini shahih dan berasal dari hadits Anas dan 'Umar , seperti halnya yang baru saja disebutkan tadi.

47 Al-Jidzm berarti asal/akar. Dikatakan Jidzm syajarah, yang maknanya adalah akar pohon.

<sup>48</sup> Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam *Dalaa-ilun Nubuwwah* (III/31-35), yakni di dalam hadits yang panjang dengan sanad shahih dari Ahmad bin 'Abdul Jabbar: "Yunus bin Bukair meriwayatkan kepadaku dari Ibnu Ishaq; Yazid bin Ruman meriwayatkan kepadaku dari 'Urwah bin az-Zubair. [Dalam sanad yang lain disebutkan:] az-Zuhri, Muhammad bin Yahya bin Hibban, 'Ashim bin 'Amr bin Qatadah, 'Abdullah bin Abu Bakar dan ulama kami lainnya, meriwayatkannya kepadaku secara *mursal*.

Saya berkomentar: "Sanadnya dha'if, karena hadits ini *mursal* dan karena Ahmad bin 'Abdul Jabbar seorang perawi yang lemah. Hadits ini disebutkan juga di dalam *as-Siirah* karya Ibnu Ishaq (II/603 – Ibnu Hisyam) tanpa sanad. Demikianlah yang dinukil oleh penulis tidadam *al-Bidaayah wan Nihaayah* (V/83) dari Ibnu Ishaq tanpa sanad."

Hadits ini diriwayatkan juga oleh al-Baihaqi (III/110) dari riwayat mursal Musa bin 'Utbah, ia berkata: "Kemudian, Rasulullah # berdiri di (dekat) telaga. Ketika orang-orang musyrik tiba, Rasulullah # berdo'a-menurut anggapan mereka: "Ya Allah, ini ...." hingga akhir hadits. Namun

al-Imam adz-Dzahabi ﷺ mengisyaratkan kelemahan riwayat ini di dalam *Taariikhul Islaam* (hlm. 109 - *al-Maghazi*), seraya berkata: "Sebagaimana anggapan mereka ...."

Maka dari itu, secara keseluruhan, hadits ini tidak shahih. Wallaahu a'lam.

49 Hakim bin Hizam adalah keponakan Khadijah binti Khuwailid, Ummul Mukminin 🐞 . Hakim adalah teman akrab Rasulullah 🍇 sebelum dan setelah beliau diutus menjadi Nabi. Hakim 😅 masuk Islam pada hari penaklukan kota Makkah dan meninggal di Madinah pada tahun 54 H.

<sup>50</sup> Maksudnya, mereka sebanding dan sepadan dalam hal keberanian dan ketangkasan berkelahi.

<sup>51</sup> Thams artinya luka yang membusuk.

Ash-Shafra' adalah nama lembah di Madinah yang banyak ditumbuhi pohon kurma dan tumbuhtumbuhan. Lembah ini terletak di jalur perjalanan haji. Jaraknya dengan Badar hanya satu marhalah.

(Mu'jamul Buldaan [III/412]).

Diriwayatkan oleh Abu Dawud (III/52-53/2665), Ahmad (I/117), Ibnu Abi Syaibah dalam al-Mushannaf (XIV/362-364/18526), ath-Thabari dalam Taariikhul Umam wal Muluuk (II/22), al-Bazzar dalam al-Bahruz Zakhkhaar (II/296-298/719), al-Hakim (III/193-194), al-Baihaqi dalam as-Sunanul Kubraa (III/276, IX/131) dan Dalaa-ilun Nubuwwah (III/62-64, 71), Ibnu 'Asakir dalam Taariikh Dimasq (XI/39), serta yang lainnya dari beberapa jalur, dari Isra-il, dari Abu Ishaq, dari Haritsah bin Mudharrib, dari 'Ali bin Abi Thalib secara marfu'.

Al-Haitsami berkata dalam Majma'uz Zawaa-id (VI/76): "Diriwayatkan oleh Ahmad dan al-Bazzar. Perawi Ahmad adalah para perawi kitab ash-Shahiih, kecuali Haritsah bin Mudharrib. Meskipun

demikian, ia juga seorang yang tsiqah."

Saya berkomentar: "Benar yang dikatakannya. Akan tetapi, beliau tidak sadar bahwa sebenarnya hadits ini adalah dha'if, sebab Abu Ishaq adalah seorang *mudallis* yang hafalannya lemah dan telah meriwayatkan dengan 'an'anah. Sementara riwayat Isra-il dari Abu Ishaq di sini, menurut pendapat ulama yang paling kuat, adalah setelah hafalannya rusak. Berdasarkan hal inilah guru kami, al-Imam al-Albani ﷺ, melemahkannya dalam *Misykaatul Mashaabiih* (IV/61 – *Hidayah*).

Dari sini, jelaslah bahwasanya penilaian al-Hakim: "Shahih, sesuai dengan syarat al-Bukhari dan Muslim, namun keduanya tidak meriwayatkannya," adalah tidak benar. Selain itu, mereka tidak pernah meriwayatkan dari Haritsah bin Mudharrib, sebagaimana dikatakan oleh al-Haitsami.

Namun demikian, substansi hadits ini dikuatkan oleh hadits sesudahnya dan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dalam Siirah-nya, sebagaimana di dalam al-Ishaabah (II/449)-dan dari jalurnya diriwayatkan oleh al-Hakim dalam al-Mustadrak (III/117), ia berkata: "Yazid bin Ruman meriwayatkan kepadaku dari 'Urwah dan yang lainnya, dari ulama kami, dari 'Abdullah bin 'Abbas...." Sejauh penilaian saya, sanadnya hasan. Ibnu Ishaq adalah perawi shaduq mudallis, tetapi dia meriwayatkannya dengan tahdits (dengan kalimat 'haddatsana') sehingga riwayat ini aman dari dugaan hadits mudallis. Ia adalah imam yang menjadi rujukan dalam hal sejarah peperangan, sebagaimana yang dikatakan al-Hafizh dalam at-Taqriib."

Dengan demikian, secara keseluruhan, substansi kisah ini sebenarnya shahih. Wallaahu a'lam.

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Shahiih-nya (no. 3965) dari hadits 'Ali 👼 , juga dalam hadits lainnya (no. 3966), dan Muslim dalam Shahiih-nya (no. 3033) dari hadits Abu Dzarr al-Ghifari 🚎 .

55 Diriwayatkan oleh Muslim dalam Shahiih-nya (no. 1763) dari hadits 'Umar bin al-Khaththab

dan al-Bukhari dalam Shahiih-nya (no. 2915) dari hadits Ibnu 'Abbas (1915).

Diriwayatkan oleh al-Umawi dalam al-Maghaazi, sebagaimana di dalam al-Bidaayah wan Nihaayah (V/126-127): "Ayahku meriwayatkan kepadaku; Ibnu Ishaq meriwayatkan kepadaku; az-Zuhri meriwayatkan kepadaku, dari 'Abdullah bin Tsa'labah bin Shu'air."

Saya berkata: "Sanadnya shahih. Muhammad bin Ishaq adalah hujjah dalam bab *Maghaazi*. Telah dihasankan juga oleh guru kami, al-Albani ﷺ, dalam *Taariikh Fighus Siirah* (hlm. 243)."

- Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam Tafsiir-nya (V/1715/9157), ath-Thabari dalam Jaami'ul Bayaan (IX/14), dan al-Baihaqi dalam Dalaa-ilun Nubuwwah (III/78-79) dari beberapa jalur, dari 'Abdullah bin Shalih, ia berkata: "Mu'awiyah bin Shalih meriwayatkan kepadaku, dari 'Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu 'Abbas."
  - Saya menilai sanad hadits ini hasan, berdasarkan adanya kritikan ringan terhadap Mu'awiyah bin Shalih dan 'Ali bin Abu Thalhah. Meskipun dalam sanadnya terdapat sedikit cacat, namun itu tidak banyak mempengaruhi penilaian terhadap derajat haditsnya.

58 Tambahan dari naskah "7" dan "8".

<sup>59</sup> Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 3141) dan Muslim (no. 1752) dari hadits 'Abdurrahman bin

'Auf. Demikian pula di tempat lain dalam al-Bukhari (no. 3962) dan Muslim (no. 1800) dari hadits Anas bin Malik.

Oiriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dalam as-Siirah, sebagaimana dalam as-Siirah karya Ibnu Hisyam (II/616). Dalam Fat-hul Baari (VII/295) disebutkan bahwa seorang laki-laki dari Bani Makhzum

mengatakan bahwasanya Ibnu Mas'ud pernah bercerita:

"Abu Jahl berkata kepadaku: 'Aku telah mendaki bukit yang terjal, wahai penggembala kecil ternak!" Ibnu Mas'ud melanjutkan kisahnya: "Maka dari itu, aku memenggal kepala Abu Jahl kemudian membawanya kepada Rasulullah ﷺ, seraya berkata: 'Wahai Rasulullah, ini adalah kepala musuh Allah, Abu Jahl." Ibnu Mas'ud berkata: "Rasulullah ﷺ berkata: 'Demi Allah, tiada ilah yang berhak disembah selain Dia!" Ibnu Mas'ud berkata: "Aku berkata: 'Ya, demi Allah, tiada ilah yang berhak disembah selain Dia.' Setelah itu, aku melemparkan kepala itu ke hadapan Rasulullah ﷺ, maka beliau pun memuji Allah."

Saya berkata: "Sanadnya dha'if. Hadits ini tidak dikomentari oleh al-Hafizh di dalam Fathul Baari,

juga oleh adz-Dzahabi dalam Taariikhul Islaam (hlm. 62 - al-Maghaazi)."

Hadits itu memiliki jalur lain yang semakna dengannya, yaitu dari riwayat Ahmad dalam *Musnad*nya (I/444). Namun, sanadnya pun dha'if karena ia *munqathi*' dan karena hadirnya Abu Ishaq as-Sabi'i, perawi *mudallis* yang rusak hafalannya.

Akan tetapi, di dalam *ash-Shahiih* diriwayatkan bahwasanya Ibnu Mas'ud datang kepada Abu Jahl setelah ia berlutut—dalam riwayat yang lain: bertekuk lutut—lalu mereka saling berbicara, hingga

kemudian Ibnu Mas'ud membunuhnya.

Hal ini dikuatkan lagi oleh riwayat Ibnu Ishaq dalam as-Siirah dengan sanad shahih dari Ibnu 'Abbas, ia bercerita bahwa 'Abdullah bin Mas'ud berkata: "Aku menemukan Abu Jahl pada detik-detik terakhir hidupnya dan aku langsung mengenalinya. Aku letakkan kakiku di lehernya—Ibnu Mas'ud berkata: 'Dahulu, ia pernah menangkapku di Makkah. Dia pun menyakiti dan memukuliku—kemudian aku berseru kepadanya: 'Bukankah Allah telah menghinakanmu, wahai musuh Allah?' Ia menjawab: 'Dengan apa Allah menghinakanku? Aku kagum kepada laki-laki yang kalian bunuh. Beritahukanlah padaku, siapa yang akan menang hari ini?'" Ibnu Mas'ud berkata, "Aku menjawab: 'Kemenangan adalah milik Allah dan Rasul-Nya.'" Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam al-Mushannaf (IV/373/18542), Musaddad bin Masrahad dalam Musnad-nya dan al-Mathaalibul 'Aaliyah (XVII/336/4258), serta Ibnu Sa'ad dalam ath-Thabaqaatul Kubraa (III/493) dari beberapa jalur, dari Jarir bin Hazim: "Aku mendengar Muhammad bin Sirin berkata: 'Dua orang anak 'Afra' memukulnya dan Ibnu Mas'ud taku mendengar Muhammad bin Sirin berkata: 'Dua orang anak 'Afra' memukulnya dan Ibnu Mas'ud taku mendengar Muhammad bin Sirin berkata: 'Dua orang anak 'Afra' memukulnya dan Ibnu Mas'ud taku mendengar Muhammad bin Sirin berkata: 'Dua orang anak 'Afra' memukulnya dan Ibnu Mas'ud taku mendengar Muhammad bin Sirin berkata: 'Dua orang anak 'Afra' memukulnya dan Ibnu Mas'ud taku mendengar (VII/296).

- 61 Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq (II/619 Ibnu Hisyam). Adz-Dzahabi menukil darinya dalam *Taariikhul Islaam* (hlm. 63 al-Maghaazi): "Beberapa orang ulama meriwayatkan kepadaku bahwasanya Rasulullah # ...." Saya menilai sanad hadits ini lemah.
  - Namun terdapat penguat yang semakna dengan riwayat ini, yaitu dari hadits 'Aisyah wang diriwayatkan oleh Ahmad (VI/170) dengan sanad dha'if. Di dalam hadits 'Aisyah ini terdapat dua kelemahan. Pertama, al-Haitsami berkata dalam Majma'uz Zawaa-id (VI/90): "Diriwayatkan oleh Ahmad dan perawi-perawinya tsiqah, kecuali Ibrahim yang tidak mendengar langsung dari 'Aisyah." Kedua, Mughirah bin Muqsim adalah seorang perawi tsiqah, kecuali riwayatnya dari Ibrahim an-Nakha'i, maka riwayatnya dari beliau ini dha'if.

Secara keseluruhan, hadits dengan lafazh ini dha'if.

62 Yang dimaksud adalah medan Perang Badar.

63 Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Shahiib-nya (no. 3976) dan Muslim dalam Shahiib-nya (no. 2875) dari hadits Anas bin Malik, dari Abu Thalhah 😅: "Pada Perang Badar, Rasulullah 🎕 memerintahkan (kaum Muslimin) untuk mengubur mayat empat puluh orang tokoh Quraisy. Mereka pun dikuburkan di sumur yang paling buruk di Badar. Dahulu, jika menang atas suatu kaum, Rasulullah 🎕 biasa tinggal di tempat kaum itu selama tiga hari. Pada hari ketiga di Badar, beliau memerintahkan (seseorang) untuk menyiapkan tunggangannya. Setelah menaikinya, beliau berangkat dengan diikuti oleh para Sahabatnya. Mereka berkata: 'Kami belum pernah melihat beliau pergi melainkan untuk menunaikan hajat.' Setelah itu, beliau berdiri di atas pinggir lubang sumur lalu mulai memanggil nama orang-orang musyrik tadi dan nama bapak-bapak mereka: 'Wahai Fulan bin Fulan! Wahai Fulan bin Fulan! Tidakkah kalian berharap sekiranya dahulu kalian menaati

Allah dan Rasul-Nya? Sungguh, kami telah melihat apa yang dijanjikan Rabb kami itu benar. Apakah kalian juga telah melihat apa yang dijanjikan tuhan kalian adalah benar?" (Al-Hadits) Muslim (no. 2874) juga meriwayatkan dari hadits Anas bin Malik 👛 , bahwasanya Rasulullah ﷺ meninggalkan korban Perang Badar selama tiga hari. Kemudian, beliau mendatangi mereka, berdiri di atas (sumur yang menjadi lubang kubur) mereka, dan berkata kepada mereka: "Ya Abu Jahl bin Hisyam! Ya 'Umayyah bin Khalf! Ya 'Utbah bin Rabi'ah! Bukankah kalian telah melihat apa yang dijanjikan tuhan kalian itu benar? Sesungguhnya aku telah melihat apa yang dijanjikan oleh Rabbku adalah benar ...." (Al-Hadits)

64 'Abdullah bin Ka'ab bin 'Amr an-Najiari adalah Sahabat yang terkenal, orang Khazrai, ikut serta dalam semua peperangan, dan meninggal dunia pada masa Khalifah 'Utsman, yakni pada tahun 30 H.

65 Maksudnya, terikat, yaitu mengikat makhluk yang bernyawa lalu melempar/menebasnya dengan sesuatu/pedang hingga mati.

66 Diriwayatkan oleh Ibnu Hisyam (II/623) tanpa sanad.

67 'Irg azh-Zhabiyyah adalah daerah yang terletak di dekat Rauha', jaraknya tiga mil dari Madinah.

68 Silakan lihat kitab as-Siirah karya Ibnu Hisyam (II/623-624). Penulis the berkata dalam al-Bidaayah wan Nihaayah (III/306) dari an-Nadhar dan 'Uqbah: "Dahulu, dua orang ini termasuk hamba Allah yang paling buruk dan paling keras kekafirannya, pembangkangannya, hatinya, kedengkiannya, serta serangannya terhadap Islam dan pemeluknya. La'anahumallah."

69 Shahiih Muslim (no. 1763).

<sup>70</sup> Tambahan dari naskah "...".

<sup>71</sup> Silakan lihat kitab al-Bidaayah wan Nihaayah (V/213-256). Di dalamnya terdapat daftar nama kaum Muslimin yang mengikuti Perang Badar. Nama-nama tersebut diurutkan berdasarkan huruf Hijaiyyah dalam kitab al-Ahkaamul Kabiir karya al-Hafizh Dhiya-uddin Muhammad bin 'Abdul Wahid al-Magdisi. Kitab yang terakhir ini masih berupa manuskrip. Wallaahu a'lam.

Pada naskah "س" terdapat kesalahan tulis: "تِسْعُونَ"
 Pada naskah "ح" dan "ح" tertulis: "أَسْرَدَهُمْ "As-Siirah (hlm. 114-146).

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya.

<sup>76</sup> Silakan lihat Shahiihul Bukhari (no. 3986) dan Shahiih Muslim (no. 1763).

Demikianlah yang dikatakan oleh Ibnu Ishaq dalam as-Siirah (III/733 - Ibnu Hisyam).

ibid. ibid.

79

80 Al-'Uraidh adalah lembah yang terletak di sebelah timur laut Madinah. Di tempat tersebut terdapat masjid yang dinamai dengan nama yang sama dengan lembah itu.

81 Ashwar adalah bentuk jamak dari kata shur, yang berarti kumpulan pohon kurma yang masih kecil.

82 Maksudnya, memberitahukan (peristiwa) agar menjadi waspada.

83 Qarqarah berarti tanah licin. Tempat ini tidak begitu jauh (dari Madinah, kira-kira 8 barid [200 km]). Tempat ini disebut Qarqarah al-Kudr. Al-kudr ialah bentuk jamak dari al-kudrah, yaitu yang kotor dari warna (abu-abu). Atau, boleh saja *al-kudr* merupakan jamak dari kata *al-kadarah*, yaitu piring besar yang terbuat dari tembikar dan sejenisnya. Tempat ini dekat dengan Ma'dan. Kata al-kadarah diubah ke dalam bentuk mudzakar menjadi al-kudr).

84 As-Sawiq adalah gandum yang ditumbuk atau sya'ir (sejenis gandum) yang digiling.

85 Ibnu Hisyam berkata dalam *as-Siirah* (III/735): "Sebab dinamakannya Perang Sawiq ialah seperti yang diceritakan Abu 'Ubaidah kepadaku: 'Bahwasanya perbekalan yang paling banyak ditinggalkan musuh adalah sawiq (gandum). Kaum Muslimin menyerang (kaum musyrikin yang saat itu telah melarikan diri dan meninggalkan) banyak sawiq, sehingga dinamakanlah pertempuran ini dengan Perang Sawiq."

86 Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dalam as-Siirah (III/734-735 – Ibnu Hisyam). Dia berkata: "Muhammad bin Ja'far az-Zubair, Yazid bin Ruman, dan seorang lagi yang tidak kucurigai akan berdusta meriwayatkan kepadaku dari 'Abdullah bin Ka'ab bin Malik ...." Ibnu Ishaq menyebutkan hadits dengan redaksi yang panjang. Di dalamnya disebutkan tentang tarikh (sejarah) dan istikhlaf (pergantian kekhilafahan).

Saya berkomentar: "Hadits ini mursal, namun sanadnya shahih."

<sup>87</sup> Dzi Amar adalah nama suatu tempat di Najed, yakni bagian dari negeri Ghathafan.

<sup>88</sup> Dikemukakan oleh Ibnu Hisyam dalam as-Siirah (III/736).

<sup>89</sup> Dikatakan oleh Ibnu Ishaq dalam as-Siirah (III/736 - Ibnu Hisyam).

90 Dijelaskan oleh Ibnu Hisyam dalam as-Siirah (III/736).

91 Bahran adalah sebuah daerah pertambangan di Hijaz dari arah al-furu' (nama sebuah desa di dekat Madinah). Lembah Furu' dan datarannya masih ada hingga saat ini.

<sup>92</sup> Disebutkan oleh Ibnu Ishaq dalam *as-Siirah* (III/736 – Ibnu Hisyam).

- 93 Dikemukakan oleh Ibnu Hisyam—tanpa menyebutkan jumlahnya—dalam as-Siirah (III/738).
- Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq, sebagaimana dalam as-Siirah karya Ibnu Hisyam (III/738), ia berkata: "Ayahku—Abu Ishaq bin Yasar—meriwayatkan kepadaku, dari 'Ubadah bin al-Walid bin 'Ubadah bin ash-Shamit...." riwayat ini disebutkan secara detail, dan di dalamnya disebutkan pula mengenai turunnya beberapa ayat dari surat al-Maa-idah.

Saya berkata: "Sanad hadits ini mursal shahih."

- 95 Pada naskah "7" dan "7" tertulis: "Usai perang Badar, dia pergi ke Makkah dan menghina Rasulullah."
- Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Shahiih-nya (no. 4037) dan Muslim dalam Shahiih-nya (no. 1801) dari hadits Jabir bin 'Abdullah ...

97 Tempat persembunyiannya.

98 Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dalam as-Siirah (III/744-746 – Ibnu Hisyam) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh Ishaq bin Rahawaih dalam Musnad-nya, sebagaimana di dalam al-Mathaalibul 'Aaliyah (IV/391-392/4255, terbitan Daar al-Wathaan atau XVII/337-339/4259, terbitan Daar al-'Aashimah): Tsaur bin Zaid meriwayatkan kepadaku dari 'Ikrimah, dari Ibnu 'Abbas 🐞.

Al-Hafizh berkata: "Sanadnya hasan dan bersambung."

Al-Bushiri menshahihkannya dalam al-Ithaaful secara ringkas (VII/17/5208).

Hadits ini dikuatkan oleh riwayat al-Bukhari (no. 4037) dan Muslim (no. 1801) dari hadits Jabir bin 'Abdullah ﷺ, yaitu yang semakna dengannya. Di dalamnya terdapat penyebutan namanama orang yang keluar untuk membunuh Ka'ab bin al-Asyraf la'anahullah. Adapun perkataan: "Al-Harits bin Aus terluka ...," perkataan ini merupakan mudraj (tambahan dari perawi sendiri), sebagaimana yang dikatakan al-Hafizh.

Hadits ini juga memiliki penguat, yaitu hadits 'Abdullah bin Mughits azh-Zhafari yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dalam *as-Siirah*, dan dari jalurnya diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam *Dalaa-ilun* 

Nubuwwah (III/199) dari 'Abdullah. Namun, sanadnya dha'if karena mu'dhal.

<sup>99</sup> Di dalam Mu'jamul Buldaan (I/109): "Uhud adalah nama gunung tempat terjadinya Perang Uhud. Nama peristiwa ini diambil dari nama gunung tersebut. Gunung ini berwarna merah dan tidak terdapat tumbuh-tumbuhan padanya. Jaraknya dengan Madinah sekitar satu mil ke arah utara.

Kata ini perlu disebutkan untuk menyempurnakan kalimat. Maksud penulis ialah kepemimpinan Abu Sufyan atas orang-orang Quraisy disebabkan oleh Perang Badar, yakni perang yang

menewaskan pembesar-pembesar dan pemimpin-pemimpin Quraisy.

- Di dalam Lisaanul 'Arab (VI/278): "Habasyi adalah nama gunung yang terletak di bawah kota Makkah. Ada yang menamakannya Ahabisy Quraisy, karena Bani al-Mushthalaq dan Bani al-Haun bin Khuzaimah pernah berkumpul di gunung itu dan bersumpah setia kepada suku Quraisy. Kedua suku tersebut bersumpah dengan nama Allah, bahwasanya mereka akan mengalahkan musuhmusuh mereka, selama siang dan malam masih ada, serta selama Gunung Habasyi masih berdiri di tempatnya. Maka dari itu, mereka menamakannya Ahabisy Quraisy, yaitu diambil dari nama gunung itu."
  102 'Ainain adalah gunung kecil yang terletak di selatan Uhud. Dinamakan dengan nama itu karena
- \*\*Ainain adalah gunung kecil yang terletak di selatan Uhud. Dinamakan dengan nama itu karena terdapat dua mata air di sana. Gunung ini dikenal juga dengan nama "Jabal ar-Rummat". Perkataan penulis (ini merupakan definisi yang singkat dan jelas, namun tidak terperinci. Di dalam as-Siirah karya Ibnu Hisyam (III/70) diterangkan: "Sebuah gunung yang terletak di lembah as-Sabkhah, di wilayah Qanah, tepatnya di sisi lembah yang menjorok ke Madinah." Adapun menurut al-Bukhari (no. 4072): "Sebuah gunung yang berada di depan Gunung Uhud, dan di antara keduanya terdapat lembah."
- <sup>103</sup> Diungkapkan oleh Ibnu Ishaq dalam as-Siirah (III/748 Ibnu Hisyam).

104 La'mah berarti juga baju perang.

105 Diriwayatkan oleh al-Bukhari secara mu'allaq dalam Shahiih-nya (XIII/339), sebagaimana di dalam kitab al-l'tishaam, pada bab mengenai firman Allah 👺:

"... sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka ...." (QS. Asy-Syuuraa: 38)

"... dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu ...." (QS. Ali 'Imran: 159)

Bahwasanya musyawarah dilakukan sebelum bertekad. Rasulullah ﷺ bermusyawarah bersama para Sahabatnya pada Perang Uhud tentang keputusan untuk tetap tinggal di tempat mereka (bertahan) atau pergi (menyerang), hingga mereka akhirnya bersepakat untuk memilih pergi. Ketika Nabi ﷺ telah mengenakan baju perangnya dan bertekad untuk pergi, para Sahabat berkata: "Kita tetap tinggal di sini saja." Namun, Rasulullah tidak mengacuhkan mereka karena beliau telah bertekad untuk pergi. Beliau pun bersabda: "Tidak sepatutnya seorang Nabi melepaskan kembali baju perang yang dikenakannya hingga Allah menetapkan takdir-Nya."

Saya berkata: "Diriwayatkan secara maushul oleh at-Tirmidzi (IV/130) dan Ibnu Majah (no. 2808) secara ringkas; Ahmad dalam Musnad-nya (I/271); ath-Thabrani dalam al-Mu'jamul Kabiir (X/303/10733) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh adh-Dhiya' al-Maqdisi dalam al-Ahaadiitsul Mukhtaarah; al-Hafizh Ibnu Hajar pun meriwayatkan darinya dalam Taghliqut Ta'liiq (V/330-331); al-Hakim dalam al-Mustadrak (II/128-129); serta al-Baihaqi dalam as-Sunanul Kubraa (VII/41) dan Dalaa-ilun Nubuwwah (III/204-205) dari jalur 'Abdurrahman bin Abuz Zinad, dari ayahnya, dari 'Ubaidillah bin 'Abdullah bin 'Utbah, dari Ibnu 'Abbas."

Al-Hakim berkata: "Sanad hadits ini shahih, hanya saja al-Bukhari dan Muslim tidak meriwayat-kannya." Penilaiannya ini disepakati oleh adz-Dzahabi dan al-Hafizh Ibnu Hajar.

Adapun pendapat terbaik datang dari Ibnu Hajar, sebagaimana dalam *Fathul Baari*: "Sanad hadits ini hasan." Hal itu sesuai dengan komentar yang sudah *ma'ruf* tentang Ibnu Abiz Zinad.

Barangkali inilah sebabnya at-Tirmidzi berkata: "Hadits ini hasan gharib,"

Riwayat tersebut dikuatkan oleh hadits syahid dari Jabir bin 'Abdullah 🚁 , dengan lafazh yang semakna dengannya. Hadits syahid tersebut diriwayatkan oleh Ahmad dalam Musnad-nya (III/351), Ibnu Sa'ad dalam ath-Thabaqaatul Kubraa (II/45), Ibnu Abi Syaibah dalam al-Mushannaf (XI/68-69/10538), ad-Darimi dalam Musnad-nya (VIII/342/2298 – Fat-hul Mannaan), an-Nasa-i dalam as-Sunanul Kubraa (VII/114-115/7600), dan Ibnul Jarud dalam al-Muntaqaa (III/313-314/1061) dari jalur Hammad bin Salamah, dari Abuz Zubair: "Jabir meriwayatkan kepadaku ...."

Saya berkomentar: "Sanad hadits ini shahih sesuai dengan syarat Muslim. Abuz Zubair telah meriwayatkannya dengan tahdits dari Imam Ahmad, sebagaimana di dalam Taghliiqut Ta'liiq (V/332) dan Fat-hul Baari (XII/422)."

Hadits ini dishahihkan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar dalam Fat-hul Baari (XIII/341) dan Taghliiqut Ta'liiq (V/332).

106 Silakan lihat riwayatnya yang panjang di dalam Shahiihul Bukhari (no. 3039). Di dalamnya disebutkan perintah Nabi ﷺ kepada para pemanah:

"Jika kalian melihat kami disambar burung, maka janganlah meninggalkan tempat kalian hingga aku mengirim utusan. Demikian pula, jika kalian melihat kami mengalahkan atau menaklukkan mereka, maka janganlah meninggalkan tempat hingga aku mengirim utusan kepada kalian."

"س". Tambahan dari naskah "س".

<sup>108</sup> Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dalam asy-Syama-ilul Muhamaddiyyah (162-163/111) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh al-Baghawi dalam Syarhus Sunnah (X/400/2658); an-Nasa-i dalam as-Sunanul Kubraa (V/171/8583); Ibnu Majah (II/938/2806); Ahmad (III/449) dan dari jalurnya

diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam al-Mu'jamul Kabiir (VII/153-154/6669); Ibnul Jarud dalam al-Muntagaa (III/313/1060); Abusy Syaikh dalam Akhlaagun Nabi 鑑 (152/416); al-Baihagi (IX/46); al-Baghawi dalam Syarhus Sunnah (X/400/2659) dan al-Anwaar fii Syamaa-ilin Nabi al-Mukhtaar (II/587/887); serta yang lainnya dari beberapa jalur, dari Sufyan bin 'Uyainah, dari Yazid bin Khashifah, dari as-Sa-ib bin Yazid.

Al-Bushiri berkata dalam Mishbaahuz Zujaajah (II/115/993): "Sanad ini shahih. Para perawinya

tsigah sesuai dengan syarat al-Bukhari."

Saya berkata: "Benar yang dikatakannya. Hadits ini juga dapat dikatakan sesuai dengan syarat Muslim karena seluruh perawinya adalah para perawi al-Bukhari dan Muslim. Akan tetapi, hadits ini termasuk kategori riwayat *mursal* Sahabat. Sebab, as-Sa-ib 😅 adalah Sahabat yang masih kecil, bahkan ia tidak menyaksikan Perang Uhud. Hal ini dikuatkan lagi dengan riwayat yang dikeluarkan oleh Abu Dawud (III/31/2590) dari Musaddad bin Masrahad: Sufyan bin 'Uyainah meriwayatkan kepadaku, ia berkata: 'Aku mengira bahwasanya aku mendengar Yazid bin Khashifah menyebutkan riwayat dari as-Sa-ib bin Yazid, dari seorang laki-laki—dan ia menyebutkan namanya—...' Musaddad bin Marshad kemudian menyebutkan riwayat tersebut."

Sanad hadits ini shahih, dan tidak diketahuinya ihwal seorang Sahabat dalam sanadnya tidaklah

berpengaruh pada status hadits tersebut.

Hadits ini diriwayatkan juga oleh Abu Ya'la dalam Musnad-nya (II/24/660) dan al-Azdi dalam al-Makhzuun (hlm. 58) dari Suwaid bin Sa'id—seorang perawi yang dha'if—dari Sufyan bin 'Uyainah ...." Abu Ya'la kemudian menyebutkan nama laki-laki yang tidak disebutkan sebelumnya (yaitu, seorang laki-laki Bani Tamim yang dipanggil Mu'adz).

Diriwayatkan juga oleh Abu Ya'la (II/24/659) dan al-Baihaqi (IX/47) dari 'Abdul A'la bin Hammad (dengan lafazh): "Bisyr bin as-Sirri meriwayatkan kepada kami, Ibnu 'Uyainah meriwayatkan kepada kami dari as-Sa-ib bin Yazid, dari seseorang yang meriwayatkan dari Thalhah bin 'Ubaidillah.

Ibnu Qani' meriwayatkannya di dalam Mu'jamush Shahaabah (II/39), serta al-Baihagi (IX/46-47), dari Ibrahim bin Basyar ar-Ramadi (dengan lafazh): "Sufyan meriwayatkan kepada kami ...." Akan tetapi, keduanya berkata: "Dari seorang laki-laki Bani Taim."

Sanad hadits ini shahih. Orang yang meriwayatkan kepada as-Sa-ib-yang tidak disebutkan namanya-adalah seorang Sahabat. Menurut saya, tidak ada yang perlu diragukan dalam hal ini. Karena as-Sa-ib adalah seorang Sahabat, maka riwayatnya termasuk riwayat mursal atau mubham Sahabat, dan riwayat seperti ini dapat dijadikan hujjah.

Yang sangat mengherankan dari al-Haitsami adalah bagaimana ia melemahkannya di dalam Majma'uz Zawaa-id (VI/108) dikarenakan orang yang meriwayatkan kepada as-Sa-ib berstatus majhul. Demikian pula al-Bushiri dalam ringkasan al-Ittihaaf (VII/24/5223). Hadits ini dikuatkan oleh hadits syahid dari hadits az-Zubair bin al-'Awwam 👛 dengan lafazh yang serupa dengannya, sebagaimana akan disebutkan nanti.

Maksud perkataan: "Beliau keluar dengan memakai dua baju perang," yaitu beliau memakai dua

lapis, sebagai upaya untuk berhati-hati dalam menghadapi musuh.

109 Ini adalah gelar al-Mundzir bin 'Amr 👑 adalah seorang Sahabat yang masyhur. Ia berasal dari suku Anshar dan Khazraj. Ia pun ikut dalam bai'at 'Aqabah sebagai salah satu utusan, juga ikut serta dalam Perang Badar dan Perang Uhud, hingga akhirnya mati syahid pada Perang Bi'r Ma'unah.

- 110 Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Shahiib-nya (no. 4097) dan Muslim dalam Shahiib-nya (no. 1868) dari hadits Ibnu 'Umar 🚁 , ia berkata: "Aku meminta izin kepada Rasulullah 🌉 untuk ikut serta dalam Perang Uhud, ketika itu usiaku empat belas tahun, tetapi beliau tidak mengizinkanku. Kemudian, aku mengajukan diri lagi pada Perang Khandaq, ketika itu usiaku lima belas tahun, dan beliau mengizinkanku."
  - Adapun nama-nama lain yang disebutkan dengan redaksi ini telah dijabarkan penulis aus dalam al-Bidaayah wan Nihaayah (V/353): "Ibnu Qutaibah menyebutkannya dalam al-Ma'aarif, juga diriwayatkan oleh as-Suhaili."
- Pada naskah "¬" dan "ح" tertulis: "بَرَرَ".
   Tambahan dari naskah "س".

113 Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dalam as-Siirah (III/755 – Ibnu Hisyam). Dia berkata: "'Ashim bin 'Umar bin Qatadah meriwayatkan kepadaku bahwasanya Abu 'Amir 'Abdu 'Amr bin Shaifi bin Malik bin an-Nu'man adalah salah seorang dari Bani Dhabi'ah ...." Kemudian ia menyebutkan lafazh riwayat tersebut."

Saya menilai: "Sanad hadits ini mursal shahih."

114 Saya katakan, saya tidak melihat keterkaitan slogan dengan Perang Uhud, tetapi slogan itu shahih di dalam riwayat yang lain:

Diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 2596, 2638), Ibnu Majah (no. 2840), Ibnu Abi Syaibah dalam al-Mushannaf (no. 15416), an-Nasa-i dalam as-Sunanul Kubraa (no. 8612, 8811), Ahmad (IV/46), Ibnu Sa'ad dalam ath-Thabaqaatul Kubraa (II/118), ath-Thabrani dalam al-Mu'jamul Kabiir (no. 6239), Ibnu 'Adi dalam al-Kaamil (V/1912, 1912-1913), Ibnu Hibban dalam Shahiih-nya (no. 4744, 4747, 4748), Abusy Syaikh dalam Akhlaaqun Nabi (166/468), al-Hakim (II/107), al-Baihaqi (VI/361, IX/79), al-Baghawi dalam Syarhus Sunnah (no. 2699), dan yang lainnya dari jalur 'Ikrimah bin 'Ammar, dari 'Iyyas bin Salamah, dari ayahnya dengan lafazh: "Salamah berkata: 'Kami berperang bersama Abu Bakar pada masa Nabi (dan slogan kami adalah: 'Bunuh ... bunuh.'"

Saya berkomentar: "Sanadnya shahih sesuai dengan syarat Muslim."

Diriwayatkan pula oleh Ibnu Abi Syaibah dalam al-Mushannaf (no. 15417) dan ad-Darimi dalam Musnad-nya (2608 – Fat-hul Mannaan) dari jalur Waki', dari Abu 'Umais, dari Iyyas bin Salamah, dari ayahnya, ia berkata: "Aku menantang seorang laki-laki untuk berduel, lalu aku berhasil membunuhnya. Rasulullah pun memberiku harta rampasan perang karenanya. Slogan kami ketika berhadapan melawan Khalid bin al-Walid adalah: "amit." Kata itu berarti: bunuh! Saya berkata: "Sanadnya shahih."

Diriwayatkan oleh al-Harits bin Abu Usamah dalam Musnad-nya (II/700/687 – Bughyatul Baahits): al-Waqidi meriwayatkan kepada kami; 'Abdullah bin Muhammad bin 'Umar mengabarkan dari Ishaq bin Salim, dari Zaid bin 'Ali. Saya berpendapat: "Hadits ini maudhu'. Al-Waqidi adalah seorang pendusta, sedangkan Ishaq bin Salim majhul."

Akan tetapi, Abusy Syaikh telah meriwayatkannya dalam Akhlaaqun Nabi 鑑 (167/469) dari jalur Yahya al-Hamani; telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Khutsaim, dari Zaid.

Saya berkata: "Al-Hamani dituduh memanipulasi hadits."

Secara keseluruhan, hadits ini dha'if jiddan dan riwayatnya juga mursal. Adapun zhahir atau lahiriahnya, ungkapan ini adalah slogan kaum Muslimin pada sebagian besar peperangan mereka. Wallaahu a'lam.

- 115 Silakan lihat kitab Shahiih Muslim (no. 2470).
- "س". Tambahan dari naskah
- "وَصَلَ" Pada naskah "س" tertulis: "وَصَلَ".

118 Nabi 🍇 berpesan agar mereka tidak turun bagaimana pun keadaannya.

119 Silakan lihat kitab *Shabiihul Bukhari* (no. 4043). Akan disebutkan nanti sebagian hadits dari Ibnu 'Abbas dengan sanad hasan.

120 Tambahan dari naskah "7" dan "8".

- 121 Sebagaimana disebutkan dalam Shahiihul Bukhari (no. 2911) dan Shahiih Muslim (no. 1790) dari hadits Sahl bin Sa'ad 🚁 .
- 122 Ibnu 'A'idz berkata, sebagaimana di dalam Fat-bul Baari (VII/373): "Al-Walid bin Muslim meriwayatkan kepada kami, 'Abdurrahman bin Yazid bin Jabir meriwayatkan kepadaku bahwasanya 'Amr bin Qamiah berkata-saat melempar wajah Rasulullah (dengan batu) hingga beliau terluka: "Rasakanlah itu dariku, aku adalah Ibnu Qamiah." Maka beliau berkata: "Semoga Allah menghinakanmu." Kemudian, orang kafir itu kembali kepada keluarganya. Ia pun keluar menggembalakan hewan ternaknya lalu menggiring gembalaannya itu ke puncak gunung. Setelah itu, tiba-tiba semua ternaknya menyerang 'Amr. Hewan-hewan itu menanduknya sehingga ia terlempar dari puncak gunung yang tinggi, dan patah tulangnya.

Saya berkata: "Sanadnya mu'dhal."

Diriwayatkan juga oleh 'Abdurrazzaq dalam *Tafsiir*-nya (I/132) dan *al-Mushannaf* (no. 9648), ia berkata: "Ibnu Juraij dan Ibrahim bin Maisarah mengabarkan kepadaku dari Ya'qub bin 'Ashim..." yakni dengan lafazh yang serupa dengannya.

Saya berkata: "Sanadnya dha'if."

Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dan dari jalurnya diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam Dalaa-ilun Nubuwwah (III/265): "Shalih bin Kaisan meriwayatkan kepadaku dari seseorang yang meriwayatkan

dari Sa'ad bin Abi Waqqash ...," yaitu hadits yang semakna dengan hadits ini.

Saya berkomentar: "Sanadnya dha'if. Karena, di antara Kaisan dan Sa'ad terpaut jarak yang sangat jauh. Hadits ini memiliki penguat dari riwayat mursal Miqsam al-Jazari yang dikeluarkan oleh 'Abdurrazzaq dalam at-Tafsiir (I/131) dan al-Mushannaf (no. 9649)—dan dari jalurnya diriwayatkan oleh ath-Thabari dalam Jaami'ul Bayaan (IV/58) dan al-Baihaqi dalam Dalaa-ilun Nubuwwah (III/265) dari Ma'mar, dari az-Zuhri dan 'Utsman al-Jazari, keduanya meriwayatkan hadits yang semisal dengan hadits ini dari Miqsam."

Penguat lainnya berasal dari riwayat mursal Qatadah yang dikeluarkan oleh ath-Thabari dalam Jaami'ul Bayaan (IV/57).

Secara keseluruhan, riwayat-riwayat mursal ini tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Akan tetapi, riwayat-riwayat tersebut menunjukkan bahwasanya hadits ini ada asalnya. Wallaahu a'lam.

Diriwayatkan oleh al-Waqidi dalam al-Maghaazi, sebagaimana di dalam al-Bidaayah wan Nihaayah (V/397), dari Ibnu Abi Sabrah, dari Ishaq bin 'Abdullah bin Abu Farwah, dari Abul Huwarits, dari Nafi' bin Jubair, ia berkata: "Aku mendengar seorang laki-laki dari kaum Muhajirin berkata: '...'" Kemudian al-Waqidi menyebutkannya. Di dalam hadits ini, lelaki dari kaum Muhajirin itu juga berkata: "Sungguh, aku melihat 'Abdullah bin Syihab az-Zuhri berkata pada hari itu: 'Tunjukkan kepadaku siapa Muhammad itu. Aku tidak akan selamat jika ia selamat ....'" Saya berkomentar: "Sanadnya maudhu'."

Ibnu Hisyam menyebutkan dalam as-Siirah (III/768) secara mu'allaq dari jalur Rabih: "Sungguh, ketiga orang itu ('Amar bin Qami'ah, 'Utbah bin Sa'd dan Abdullah bin Syihab Az-Zuhri) telah sepakat untuk menyakiti Nabi ﷺ."

Dikatakan oleh Ibnu Ibnu Ishaq, sebagaimana dalam as-Siirah karya Ibnu Hisyam (III/761) dan al-Bidaayah wan Nihaayah karya penulis (V/367). Silakan lihat kisah terbunuhnya Mush'ab di dalam Shahiihul Bukhari (no. 4045).

Diriwayatkan oleh ath-Thayalisi dalam Musnad-nya (I/8-10/6) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam Hilyatul Auliyaa' (I/87, VIII/174-175) dan Ma'rifatush Shahaabah (I/326/368, terbitan ad-Daar atau I/96/369, terbitan al-Wathan); al-Baihaqi dalam Dalaa-ilun Nubuwwah (III/263-264); Ibnu 'Asakir dalam Taariikh Dimasq (XXVII/52-53); Ibnu Sa'ad dalam ath-Thabaqaatul Kubraa (III/318 – dengan sangat ringkas); al-Bazzar dalam al-Bahruz Zakhkhaar (I/132/63); al-Haitsam bin Kulaib dalam Musnad-nya-dan dari jalurnya diriwayatkan oleh Ibnu 'Asakir dalam Taariikh Dimasq (XXVII/53); adh-Dhiya' al-Maqdisi dalam al-Ahaadiitsul Mukhtaarah (I/136/49); ath-Thabrani dalam al-Awaa-il (91/63) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh adh-Dhiya' al-Maqdisi dalam al-Ahaadiitsul Mukhtaarah (I/135/48); Ibnu Hibban dalam Shahiih-nya (6980 -Ihsaan); dan al-Hakim (III/26-27, 226) dari dua jalur, dari Ishaq bin Yahya, dari 'Isa bin Thalhah, dari 'Aisyah, dari Abu Bakar secara panjang lebar.

Abu Nu'aim berkata: "Hadits ini *gharib* yang berasal dari hadits Ishaq bin Yahya bin Thalhah." Al-Hakim berkata dalam *al-Maudhuu'ul Awwal*: "Hadits ini shahih sanadnya, hanya saja al-Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya."

Adz-Dzahabi membantah keduanya, berdasarkan penukilan Ibnul Mulaqqin dalam *Mukhtashar Istidraakaat adz-Dzahabi* (II/1105): "Aku pertegas bahwa di dalamnya terdapat Ishaq bin Yahya bin Thalhah, seorang perawi *matruk.*"

Yang mengherankan dari adz-Dzahabi ialah tidak adanya komentar terhadap penilaian al-Hakim setelah itu, yaitu tatkala ia berkata: "Hadits ini shahih, sesuai dengan syarat al-Bukhari dan Muslim." Al-Haitsami berkata dalam *Majma'uz Zawaa-id* (VI/112): "Diriwayatkan oleh al-Bazzar. Di dalamnya terdapat Ishaq bin Yahya bin Thalhah, perawi yang *matruk*."

Adh-Dhiya' berkata: "Aku tidak mengetahui hadits ini selain dari Ishaq bin Yahya. Perawi ini telah dikomentari oleh lebih dari seorang imam."

Guru kami, al-Imam al-Albani 💥, berkata dalam Dha'iif Mawaariduzh Zham'aan (168/269): "Dha'if jiddan."

- <sup>127</sup> Diriwayatkan oleh Ibnu Hisyam dalam as-Siirah (III/768) secara mu'allaq dari Rabih.
- 128 Dikeluarkan yang semisalnya oleh Muslim (no. 1789) dari hadits Anas bin Malik 😅 .
- 129 Silakan lihat kitab Shahiihul Bukhari (no. 3811).
- 130 Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam al-Kabiir (XIX/15/13) dari hadits Qatadah bin an-Nu'man.

Al-Haitsami berkata dalam Maima'uz Zawaa-id (VI/114): "Di dalam sanadnya terdapat orang yang tidak kukenal."

"س". Tambahan dari naskah

132 Maksudnya, menyakitkan (mengenai musuh).

133 Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 4055) dan Muslim (no. 2412).

134 Seorang Sahabat yang ikut dalam Perang Badar dan termasuk di antara para pemanah yang masyhur. Ia mengikuti seluruh peperangan dan meninggal di Madinah pada tahun 23 H.

135 Akan segera dijelaskan takhrij-nya nanti.

136 Diriwayatkan oleh Ahmad dalam Musnad-nya (I/287/288). Ibnu Abi Hatim dalam Tafsiir-nya (III/786-787/4325), ath-Thabrani dalam al-Mu'jamul Kabiir (X/301-302/10731), al-Hakim dalam Mustadrak-nya (II/296-297), dan al-Baihagi dalam Dalaa-ilun Nubuwwah (III/269-271) dari jalur Sulaiman bin Dawud, dari 'Abdurrahman bin Abuz Zinad, dari ayahnya, dari 'Ubaidillah dari Ibnu 'Abbas secara panjang lebar.

Saya berkomentar: "Sanad hadits ini hasan."

Penulis alis berkata dalam Tafsiir-nya (I/421): "Hadits ini gharib, redaksinya aneh, dan termasuk riwayat mursal Ibnu 'Abbas 🚁. Sebab, ia (Ibnu 'Abbas 🛫) tidak menyaksikan Perang Uhud,

demikian juga ayahnya ('Abbas 🚓)."

Syaikh Ahmad Syakir also berkata dalam ta'liq kitab al-Musnad (IV/210): "Ini benar-benar hadits gharib. Lafazhnya mengesankan bahwasanya Ibnu 'Abbas menyaksikan peristiwa itu (Perang Uhud), padahal itu tidak pernah terjadi. Pada saat terjadinya peristiwa itu, ia masih kecil dan tinggal bersama ayahnya di Makkah. Yang jelas menurutku adalah: ia meriwayatkan hadits tersebut dari seorang Sahabat yang ikut Perang Uhud, namun sebagian perawi lupa menyebutkannya: dari seseorang yang Ibnu 'Abbas meriwayatkan darinya, hingga Ibnu Abbas berkata: 'Kami tetap (meyakini) demikian, tidak meragukan 'bahwasanya beliau telah tewas ....'. Adapun redaksi kisah ini pada asalnya shahih. Ia memiliki penguat-penguat yang banyak di dalam kitab-kitab Shahiih, yang sebagiannya telah diisyaratkan oleh Ibnu Katsir di dalam at-Tafsiir dan at-Taarikh."

Saya berkata: "Hadits ini memiliki penguat dari hadits az-Zubair bin al-'Awwam yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dalam as-Siirah (III/765-766 - Ibnu Hisyam)-dan dari jalurnya diriwayatkan oleh Ishaq bin Rahawaih dalam Musnad-nya, sebagaimana dalam al-Mathaalibul 'Aaliyah (IV/393-394/4257, terbitan al-Wathan atau XVII/343-344/4260, terbitan al-'Ashimah) dan oleh al-Baihagi dalam Dalaa-ilun Nubuwwah (III/227-228)-: Yahya bin 'Abbad bin 'Abdullah meriwayatkan kepada

kami dari ayahnya, dari 'Abdullah bin az-Zubair, dari az-Zubair.

Al-Hafizh berkata: "Sanad ini shahih."

Al-Bushiri berkata dalam It-haaful Khiirah secara ringkas (VII/19/5209): "Diriwayatkan oleh Ishaq bin Rahawaih dengan sanad shahih."

Hadits ini memiliki penguat yang lain dari riwayat mursal az-Zuhri.

- <sup>137</sup> Pada naskah "ح" dan "e" tertulis: "قِيَلَ".
  <sup>138</sup> Kisahnya diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shahiih*-nya (no. 2805) dan Muslim dalam *Shahiih*nya (no. 1903) tanpa menyebutkan isu terbunuhnya Rasulullah ﷺ. Lafazh ini diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dalam as-Siirah (III/771 - Ibnu Hisyam), ia berkata: "Al-Qasim bin 'Abdurrahman bin Rafi', saudara Bani 'Adi bin an-Najjar meriwayatkan kepadaku." Saya menilai: "Sanadnya dha'if karena mu'dhal."
- 139 Diriwayatkan oleh Ibnu Hisyam dalam *as-Siirah* (III/771), ia berkata: "Sebagian ulama telah menceritakan kepadaku, yakni yang semisalnya."

Saya berkata: "Sanadnya mu'dhal."

<sup>140</sup> Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jamul Ausaath* (II/23/1104): "Ahmad bin 'Abdurrahman bin 'Aqqal al-Harani meriwayatkan kepada kami; Abu Ja'far an-Nufaili mengabarkan kepada kami; Muhammad bin Salamah mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Ishaq; az-Zuhri mengabarkan kepada kami dari 'Abdullah bin Ka'ab bin Malik, dari ayahnya.

Saya berkomentar: "Sanad ini dha'if jiddan (lemah sekali). Ahmad bin 'Abdurrahman, guru ath-Thabrani, telah dikomentari oleh Abu 'Arubah al-Hirabi, sebagaimana di dalam al-Mughni (I/46/346): 'Dia tidak dapat dipercaya dalam hal keberagamaannya.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dalam as-Siirah (III/771-772 - Ibnu Hisyam): "Ibnu Syihab az-Zuhri menyebutkan padaku, bahwasanya Ka'ab berkata: '....'" Kemudian Ibnu Ishaq menyebutkannya.

Hadits ini dha'if karena mursal. Inilah hukum (penilaian) yang benar terhadap hadits ini.

Hadits ini dikeluarkan pula oleh 'Abdurrazzaq dalam Tasiir-nya (I/1/134) dan Ishaq bin Rahawaih meriwayatkan darinya dalam Musnad-nya, sebagaimana di dalam al-Mathaalibul 'Aaliyah (IV/397/4262, terbitan Daar al-Wathaan atau XVII/354/4262, terbitan Daar al-'Aashimah), juga Ibnu Sa'ad dalam ath-Thabaqaatul Kubraa (II/45), al-Baihaqi dalam Dalaa-ilun Nubuwwah (III/237) dari Ma'mar dari az-Zuhri, seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq, yaitu yang shahih darinya.

Al-Hafizh berkata: "Para perawinya tsigah. Akan tetapi, sanadnya mursal dan mu'dhal."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam al-Mu'jamul Kabiir (XIX/92/200) dari Ya'kub bin Muhammad az-Zuhri: "Musa bin Syaibah meriwayatkan kepada kami dari 'Amr bin 'Abdullah bin Ka'ab; 'Umairah binti 'Ubaidillah meriwayatkan kepada kami dari Ka'ab."

Saya menilai: "Sanad ini dha'if. Di dalamnya terdapat beberapa kelemahan: (1) Ya'kub adalah perawi yang dha'if; (2) Musa adalah *layyinul hadits*, sebagaimana di dalam *at-Taqriib*; dan (3) keterangan tentang perawi bernama 'Umairah belum juga kutemukan meskipun telah melalui pencarian yang paniang."

Secara keseluruhan, hadits ini dha'if. Wallaahu a'lam.

Dia adalah al-Harits bin ash-Shummah bin 'Amr bin 'Atik al-Anshari. Sahabat ini ikut serta dalam Perang Badar dan terluka di Ruha'. Oleh sebab itu, Nabi : memulangkannya dan memberikannya bagian dari ghanimah. Ia juga ikut dalam Perang Uhud dan tetap bersama Rasulullah : Al-Harits mati syahid pada Perang Bi'r Ma'unah.

س" Tambahan dari naskah "س".

143 Salah satu pasar yang terkenal pada masa Jahiliyyah.

<sup>144</sup> Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dalam as-Siirah (III/771-772 – Ibnu Hisyam) dari Ibnu Syihab az-Zuhri.

Saya berkata: "Sanad ini dha'if karena mursal."

Diriwayatkan juga oleh Ibnu Ishaq (III/772-773): "Shalih bin Ibrahim bin 'Abdurrahman bin 'Auf meriwayatkan kepada kami."

Saya berkomentar: "Sanadnya lemah sekali karena mu'dhal."

Diriwayatkan pula oleh al-Baihaqi dalam Dalaa-ilun Nubuwwah (III/211-212) dengan sanad shahih dari Musa bin 'Uqbah dalam kitab Maghaazi-nya, sebagaimana di dalam al-Bidaayah wan Nihaayah (V/403) dari Sa'id bin al-Musayyib secara musal. Di samping musal, sanadnya juga terputus antara Musa bin 'Uqbah dan Sa'ad. Barangkali di antara keduanya terdapat al-Imam az-Zuhri, sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi (III/259). Wallaahu a'lam.

Ada lagi riwayat dari al-Baihaqi (III/258-259) dengan sanad hasan dari Abul Aswad, dari 'Urwah bin az-Zubair secara *mursal*.

Secara keseluruhan, riwayat-riwayat mursal ini tidak dapat dijadikan hujjah. Wallaahu a'lam.

145 Maksudnya, berubah warna dan baunya.

Diriwayatkan oleh Ishaq bin Rahawaih dalam Musnad-nya, sebagaimana di dalam al-Mathaalibul 'Aaliyah (IV/396/4260, terbitan Daar al-Wathaan atau XVII/350/4260, terbitan Daar al-'Aashimah), dan dari jalurnya diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam Shahiih-nya (XV/436/6979 – Ihsaan) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq: Yahya bin 'Abbad bin 'Abdullah bin az-Zubair meriwayatkan kepadaku dari ayahnya, dari kakeknya yaitu 'Abdullah bin az-Zubair, dari ayahnya, ia berkata: "Rasulullah memerintahkan 'Ali bin Abi Thalib mendatangi Mahras, kemudian kembali lagi kepada beliau dengan membawa air dalam bejana. Rasulullah ingin meminumnya, namun tidak jadi setelah mencium aromanya. Beliau pun mencuci darah dari wajahnya dengan air tersebut." Saya menilai: "Sanad hadits ini hasan."

Hadits ini memiliki jalur lain yang diriwayatkan oleh Ishaq bin Rahawaih dalam *Musnad*-nya, sebagaimana di dalam *al-Mathaalibul 'Aaliyah* (no. 4261): "Hamzah bin al-Harits bin 'Umair meriwayatkan kepada kami dari ayahnya, dari 'Amr bin Yahya al-Mazini secara *mu'dhal*." Di samping *mu'dhal*, sanadnya dha'if karena al-Harits bin 'Umair seorang perawi dha'if.

147 Pada saat itu, Rasulullah berkata: "Thalhah sudah pasti mendapatkannya."

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dalam Sunan-nya (IV/201/1692, V/643-644/3738) dan asy-Syama-ilul Muhammadiyyah (161-162/110) lalu dari jalurnya diriwayatkan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar dalam al-Imtaa' bil Arba'iin al-Mutabaayinah bi Syarthis Simaa' (VII/91-92); Ishaq bin Rahawaih dalam

Musnad-nya, sebagaimana di dalam al-Mathaalibul 'Aaliyah (IV/396/4260, terbitan al-Wathaan atau XVII/350/4260, terbitan Daar al-'Aashimah), dan Ibnu Hibban meriwayatkan darinya dalam Shahiib-nya (XV/436/6979 – Ihsaan); Ibnu Abi 'Ashim dalam as-Sunnah (II/612/1398); al-Bazzar dalam al-Bahruz Zakhkhaar (III/188/972); al-Hakim (III/25, 373-374); al-Baihaqi dalam as-Sunanul Kubraa (VI/370, IX/46) dan Dalaa-ilun Nubuwwah (III/238); al-Lalika-i dalam Syarh Ushuul I'tiqaad Ahlis Sunnah wal Jamaa'ah (VIII/1409/2711); al-Baghawi dalam Syarhus Sunnah (XIV/199-120/3915) dan al-Anwaar fii Syamaa-ilin Nabiyyil Mukhtaar (II/587-588/888); Ibnu 'Asakir dalam Taariikh Dimasq (II/48)-dan dari jalurnya diriwayatkan oleh Yunus bin Bukair dan Jarir bin hazim, dari Ibnu Ishaq: telah menceritakan kepada kami Yahya bin 'Abbad bin 'Abdullah bin az-Zubair bin al-'Awwam, dari ayahnya, dari kakeknya, dari az-Zubair.

At-Tirmidzi berkata pada tempat pertama: "Hadits ini hasan gharib." Adapun pada tempat yang kedua, dia berkata: "Hadits hasan shahih gharib."

Al-Hakim berkata: "Hadits ini shahih sesuai dengan syarat al-Bukhari dan Muslim, hanya saja mereka tidak meriwayatkannya." Penilaian ini telah disepakati oleh adz-Dzahabi.

Saya berkomentar: "Mereka berdua telah keliru. Muslim tidak mengambil riwayat dari Ibnu Ishaq, kecuali sebagai mutaba'ah. Jadi, hadits ini hasan karena Ibnu Ishaq meriwayatkannya dengan tahdits." Hadits ini dihasankan oleh guru kami, al-Imam al-Albani ﷺ, dalam ash-Shahiihah (II/628/945), Shahiih Mawariduzh Zham'aan (no. 1856), dan Misykaatul Mashaabiih (V/438 – Hidayah).

Ahmad mengeluarkannya dalam Musnad-nya (I/165) dan Fadhaa-ilush Shahaabah (II/744/1290). Dari jalurnya diriwayatkan oleh adh-Dhiya' al-Maqdisi dalam al-Ahaadiitsul Mukhtaarah (III/59/863), al-Hafizh Ibnu Hajar dalam al-Imtaa' (hlm. 93), dan Abu Ya'la dalam al-Musnad (II/33-34/670). Dari jalurnya diriwayatkan oleh Ibnu 'Asakir dalam Taariikh Dimasg (27/48) dan adh-Dhiya' al-Maqdisi dalam al-Ahaadiitsul Mukhtaarah (III/57-58/861). Dari jalurnya diriwayatkan oleh Ibrahim bin Sa'ad dan Ibnu Abi 'Ashim dalam as-Sunnah (II/612/1397), juga ar-Ruyani dalam Musnad-nya. Dari jalurnya diriwayatkan oleh al-Lalika-i dalam Syarh Ushuul I'tiqaad Ahlis Sunnah wal Jamaa'ah (VIII/1408/2709) dan al-Haitsam bin Kulaib dalam Musnad-nya (I/94/31). Dari jalurnya diriwayatkan oleh adh-Dhiya' al-Magdisi dalam al-Ahaadiitsul Mukhtaarah (III/58-59/862), al-Lalika-i dalam Syarh Ushuul (VIII/1408/2710), al-Hakim (IV/374), dan Abul Oasim al-Baghawi dalam Mu'jamush Shahaabah (III/410/1346). Dari jalurnya diriwayatkan oleh Ibnu 'Asakir dalam Taariikh Dimasq (27/49) dari beberapa jalur, dari 'Abdullah bin al-Mubarak, serta Ibnu Hisyam dalam as-Siirah (III/774-775) dari Ziyad bin 'Abdullah al-Buka'i. Ketiganya meriwayatkan dari Ibnu Ishaq, hanya saja riwayat dari Ibnul Mubarak sangat ringkas sehingga di dalamnya tidak terdapat apa-apa yang disebutkan penulis र्याद्ध. Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam al-Imtaa' (hlm. 93-94): "Diriwayatkan oleh Ahmad dalam Musnad-nya dari Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'ad, dari ayahnya, dari Ibnu Ishaq: Yahya bin 'Abbad meriwayatkan kepadaku. Dia membuat bagian akhir hadits menjadi marfu', yaitu perkataan Nabi 🐲: 'Thalhah sudah pasti mendapatkannya,' sedangkan riwayat yang lain tanpa sanad. Demikianlah yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la dalam Musnad-nya dari Abu Khaitsamah Zuhair bin Harb, dari Ya'qub, dan ia menjadikan sisa riwayat asli dari perkataan Ibnu Ishaq.

Maka dari itu, hilanglah kecurigaan tadlis Ibnu Ishaq, karena ia menjelaskan penyimakannya. Hal itu justru menjadi penguat riwayat Yunus bin Bukair atas riwayatnya sehingga hadits ini menjadi shahih. Wallaahu a'lam. Demikianlah yang diriwayatkan Ibnu Hisyam dalam Tahdziibus Siirah dari Ziyad bin 'Abdullah al-Buka'i, dari Ibnu Ishaq secara bersambung.

Diriwayatkan pula oleh al-Hakim dalam *Mustadrak*-nya, juga oleh al-Haitsam bin Kulaib dalam *Musnad*-nya dari jalur 'Abdullah bin al-Mubarak, dari Ibnu Ishaq dengan ringkas, dari sejumlah riwayat-riwayat yang lain, yaitu perkataan beliau: 'Thalhah sudah pasti mendapatkannya.' Hal ini membuktikan bahwasanya di dalam riwayat Yunus bin Bukair terdapat sisipan, sebagaimana hal ini telah kami jelaskan di dalam kitab *Tartiibul Madraj*."

Saya berkomentar: "Saya ingin menambahkan penjelasan al-Hafizh మ్మ, yaitu perkataannya: 'Bahwasanya di dalam riwayat Yunus bin Bukair terdapat sisipan.' Pernyataan itu didasarkan pada dua hal berikut ini.

Pertama, Yunus bin Bukair menjadi penguat bagi kalimat pertama, yang disebutkan penulis di sini serta diikuti oleh Jarir bin Hazim. Ia adalah seorang yang tsiqah, termasuk di antara para perawi ash-Shahiihain, dan tidak sendiri dalam meriwayatkannya.

Kedua, kisah di dalam riwayat Yunus bin Bukair itu membuktikan tidak adanya sisipan. Misalnya, di dalam riwayat al-Lalika-i: 'Ketika kami mendaki bersama Rasulullah ﷺ ....' Demikian pula riwayat yang lain dari Ibnu 'Asakir: 'Aku melihat Rasulullah ﷺ ketika beliau hendak pergi mendaki ....' Seperti itu juga dalam riwayat-riwayat lainnya yang menunjukkan bahwasanya perkataan ini berasal dari az-Zubair ﷺ sendiri.

Mungkin karena alasan itulah, al-Hafizh tidak melemahkan riwayat ini di dalam kitabnya yang lain, yakni *al-Mathaalibul 'Aaliyah*. Padahal, ia telah menjelaskan adanya sisipan dalam riwayat lain yang serupa sanadnya, yaitu sebelum hadits kami ini. Namun, ia tidak menyinggung sisipan yang diklaim tersebut—jika hal itu benar.

Memang benar, ada yang mengatakan bahwasanya Ibnu Ishaq terkadang menambahkan sisipan dalam hadits dan menjadikannya sebagai bagian dari perkataannya. Tindakan yang tidak merusak riwayat yang maushul ini mungkin dilakukan karena hadits itu sudah masyhur secara maushul darinya, atau mungkin juga karena sebab lain, seperti beliau menyebutkannya untuk mudzakarah, ta'lim, dan sebagainya. Wallaahu a'lam."

Hadits ini memiliki penguat dari riwayat mursal Abu Bakar bin Hafsh yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Fadhaa-ilush Shahaabah (II/743-744/1288); Abu Mu'awiyah meriwayatkan kepada kami; Abban bin 'Abdullah al-Bajali meriwayatkan kepada kami dari Abu Bakar. Sanad hadits ini shahih.

- 148 Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Shahiih-nya (no. 3986) dari hadits al-Bara' bin 'Azib dan (no. 4078) dari hadits Anas bin Malik de .
- <sup>149</sup> Silakan lihat kisah Wahsyi membunuh Hamzah dan Musailamah al-Kadzdzab dalam Shahiihul Bukhari (no. 4072).
- 150 Telah disebutkan takhrij-nya.
- Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Shahiih-nya (no. 1343) dari Jabir bin 'Abdullah ... Para ulama berselisih dalam hal ini, silakan lihat komentar al-Hafizh terhadap hadits tersebut dalam al-Fat-h.
- Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Shahiih-nya (no. 3698, 4066) dari 'Utsman bin Muwahhib, ia bercerita bahwa ada seorang laki-laki yang datang untuk berhaji. Ketika melihat sekelompok kaum sedang duduk, ia pun bertanya: "Siapa sajakah orang-orang yang sedang duduk itu?" Kaum itu menjawab: "Mereka adalah kaum Quraisy." Laki-laki itu bertanya lagi: "Siapakah Syaikh itu?" Mereka menjawab: "Ibnu 'Umar." Kemudian, orang itu menghampirinya dan berkata: "Aku ingin bertanya kepadamu tentang sesuatu, semoga engkau berkenan menjawabnya." Ia pun bertanya: "Aku bertanya kepadamu dengan kehormatan Ka'bah, apakah engkau mengetahui bahwasanya 'Utsman bin 'Affan lari dari Perang Uhud?" Syaikh itu menjawab: "Benar." Ibnu 'Umar berkata lagi: "Kemarilah, akan kuberitahukan dan kujelaskan jawaban pertanyaanmu itu. Aku bersaksi bahwasanya Allah telah memaafkannya karena lari dari Perang Uhud ...."
- Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dalam as-Siirah (III/813 Ibnu Hisyam). Penulis menukil darinya dalam al-Bidaayah wan Nihaayah (V/447) tanpa sanad.
  - Penulis the menyebutkan bahwa Musa bin 'Uqbah, seorang ahli sejarah peperangan, berkata: "Jumlah orang musyrik yang terbunuh pada saat itu ialah enam belas orang." Namun, 'Urwah berpendapat: "Sembilan belas."
- berpendapat: "Sembilan belas."

  Pada naskah "…" tertulis: "Naskah asli penulis telah dicek." Adapun pada catatan kaki yang paling bawah tertulis: "Telah dibacakan di hadapan penulis ﷺ pada pertemuan kedua, yaitu pada hari Senin, tanggal 17 Sya'ban, tahun 732 H, di Darul Hadits al-Asyrafiyyah, Damaskus—semoga Allah melindunginya."
- "س". Tambahan dari naskah
- 156 Hamra-ul Asad ialah nama daerah yang terletak di jalan antara Madinah dan Makkah. Jarak tempat ini dari Madinah an-Nabawiyah adalah 8 mil.
- Pernyataan ini perlu diteliti kembali, mengingat riwayat shahih yang terdapat di dalam Shahiihul Bukhari (no. 4077) dari hadits 'Aisyah , bahwasanya ia berkata kepada 'Urwah bin az-Zubair: "Wahai anak saudara perempuanku, sesungguhnya kedua bapakmu termasuk mereka! Maksudnya, az-Zubair dan Abu Bakar termasuk orang yang Allah sebutkan di dalam firman-Nya:



(Yaitu) orang-orang yang menaati perintah Allah dan Rasul-Nya sesudah mereka mendapat luka (dalam

perang Uhud) .... '(QS. Ali 'Imran: 172)

Setelah Rasulullah menjalani semua peristiwa Perang Uhud dan orang-orang musyrik pun telah pergi, beliau khawatir mereka akan kembali, sehingga beliau berkata: "Siapa yang hendak pergi untuk membuntuti mereka?" Maka bangkitlah tujuh puluh orang Sahabat, di antara mereka Abu Bakar dan az-Zubair ..."

Jadi, jelaslah bahwa tidak semua orang yang turut serta dalam Perang Uhud mengikuti perang ini. Penulis 執疑 hanya menyebutkan pendapat Ibnu Ishaq, sebagaimana terdapat dalam *al-Bidaayah* 

wan Nihaayah (V/455).

Padahal, perkataan Ibnu Ishaq tidak bisa dijadikan dalil untuk membantah riwayat yang shahih dari 'Aisyah. Penulis 'Aisyah berkata dalam *al-Bidaayah wan Nihaayah* (V/460) tentang hadits al-Bukhari: "Redaksi ini sangat aneh. Adapun yang masyhur di kalangan ahli sirah bahwasanya yang ikut pergi bersama Rasulullah : ke Hamra-ul Asad adalah semua orang yang ikut dalam Perang Uhud, yaitu tujuh ratus orang."

Saya berkomentar: "Semoga Allah memaafkanmu. Bagaimana mungkin engkau menolak riwayat shahih yang sangat jelas—terlebih lagi riwayat al-Bukhari—dengan riwayat yang tidak shahih?

Sesungguhnya pernyataan itu tidak memiki sandaran (dalil)."

<sup>158</sup> Pada naskah "ح" dan "ع" tertulis: "مهماته".

159 Penjelasan ini murni dari perkataan Ibnu Ishaq dalam as-Siirah (III/788 - Ibnu Hisyam). Penulis telah menukil darinya dalam al-Bidaayah wan Nihaayah (V/455), demikian pula al-Hafizh dalam Fat-hul Baari (VII/373-374).

160 Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Shahiih-nya (no. 4077), juga di tempat lainnya (no. 2418) dengan ringkas dari hadits 'Aisyah 🚙 .

161 Silakan lihat kitab al-Bidaayah wan Nihaayah (V/462).

<sup>162</sup> Tambahan dari naskah "س".

163 Ibnu Hisyam berkata dalam as-Siirah (III/852): "Adhal dan al-Qarah berasal dari kabilah al-Haun bin Khuzaimah bin Mudrikah."

Ibnu Duraid berkata, sebagaimana di dalam Fat-hul Baari (VII/379): "Al-Qarah adalah nama sebuah bukit yang banyak dijumpai bebatuan berwarna hitam. Sepertinya mereka (keturunan al-Haun) singgah di bukit al-Qarah ini, kemudian mereka dinamai dengan (kabilah) al-Qarah. Kabilah al-Qarah juga dijadikan permisalan dalam kemampuan membidik sasaran dengan tepat. Penya'ir berkata: 'Sungguh, orang yang akan saling membidik dengan orang al-Qarah itu telah bertindak adil kepadanya (orang al-Qarah).'"

Diriwayatkan oleh Ibnu Hisyam dalam as-Siirah (III/852-853), dia berkata: Ziyad bin 'Abdullah al-Buka-i meriwayatkan kepada kami dari Muhammad bin Ishaq, ia berkata: 'Ashim bin 'Umar

bin Qatadah meriwayatkan kepadaku.

membunuhnya, yakni di luar Makkah."

Saya menilai: "Sanadnya dha'if karena mursal."

165 Shahiihul Bukhari (no. 3045, 3989).

166 Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dalam as-Siirah (III/852-853): 'Ashim bin 'Umar bin Qatadah meriwayatkan kepada kami secara mursal.

Inilah yang dikuatkan oleh penulis Alam al-Bidaayah wan Nihaayah (V/501, 502). Di samping mursal, riwayat ini pun dha'if. Telah shahih di dalam Shahiihul Bukhari (no. 3045, 3989, 4086) bahwasanya Rasulullah mengangkat 'Ashim bin Tsabit al-Anshari sebagai pemimpin mereka. Pendapat inilah yang di-rajih-kan oleh as-Suhaili dalam ar-Raudhul Unuf (VI/184). Bahkan, inilah yang shahih dan masyhur, berbeda dengan yang dikatakan penulis (VII/380).

167 Di dalam al-Bukhari (no. 4086): "Di antara 'Usfan dan Makkah."

Seorang Sahabat yang masyhur. Dia ikut serta dalam Perang Badar dan Perang Uhud. Beliau terbunuh di Makkah pada tahun 4 H dalam Perang Delegasi ar-Raji'.

169 Di dalam Shahiihul Bukhari: "Ketika mereka membawanya keluar dari tanah haram untuk

At-Tan'im terletak di dataran tinggi Makkah. Tempat ini merupakan tanah halal yang paling dekat (dari Mekkah). Sekarang, tempat ini merupakan pendapat yang terkenal. Di tempat ini terdapat masjid 'Aisyah. Dahulu, 'Aisyah memulai umrahnya dari sini ketika pergi haji bersama Rasulullah atas perintah beliau.

- <sup>170</sup> Silakan lihat kisah mereka selengkapnya di dalam Shahiihul Bukhari (no. 4086).
- Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam Dalaa-ilun Nubuwwah (III/326) dengan sanad dha'if karena mursal.
- <sup>172</sup> Diriwayatkan oleh Ahmad dan anaknya, 'Abdullah, di dalam Zawaa-idul Musnad (IV/139, V/287). Diriwayatkan juga oleh ath-Thabrani dalam al-Mu'jamul Kabiir (no. 4193) dengan sanad dha'if dari 'Urwah bin 'Umayyah, bahwasanya Rasulullah 🌉 mengutusnya sendirian sebagai mata-mata Quraisy, ia berkata: "Aku mendekati tiang tempat Khubaib disalib. Karena takut ada orang yang mengintai, aku pun segera memanjat tiang itu dan melepaskan Khubaib hingga tubuhnya jatuh ke tanah. Aku bersembunyi tidak jauh dari situ. Kemudian, aku menoleh ke arahnya. Sungguh aneh, aku tidak melihat Khubaib, seolah-olah jasadnya ditelan bumi." Sampai detik ini, jasad Khubaib belum juga ditemukan.

Silakan lihat kitab as-Siirah an-Nabawiyyah (III/187) dan al-Maghaazi karya al-Waqidi (I/354), serta al-Maghaazi karya adz-Dzahabi (hlm. 230).

174 Diriwayatkan oleh 'Abdurrazzaq dalam al-Mushannaf (V/382-383), Musa bin 'Uqbah dalam al-Maghaazi sebagaimana dalam Fat-hul Baari (VII/386), dan ath-Thabrani dalam al-Mu'jamul Kabiir (XIX/67-68/140) dari az-Zuhri, dari 'Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik secara mursal. Seperti itu pula yang diriwayatkan oleh Ma'mar dan Musa bin 'Uqbah serta Yunus bin Yazid dari Ibnu Syihab, yaitu secara mursal.

Telah diriwayatkan juga secara maushul, yakni oleh ath-Thabrani (XIX/67/139) dari gurunya, Ahmad bin 'Amr al-Khallal al-Makki, dari Ibnu Abi 'Umar al-'Adani, dari 'Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Ibnu Syihab, dari 'Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik, dari ayahnya.

Saya menilai: "Para perawinya tsiqah dan termasuk perawi kitab Shahiih selain guru ath-Thabrani. Saya tetap tidak menemukan biografi meskipun telah melakukan pencarian yang lama. Mungkin juga yang shahih adalah riwayat yang mursal. Wallaahu a'lam."

Kemudian, saya menemukan ath-Thabrani meriwayatkan (XIX/75-76/162) dari Muhammad bin 'Ali ash-Sha'igh al-Makki, dari Muhammad bin Muqatil al-Marwazi, dari 'Abdullah bin al-Mubarak, dari Ma'mar secara maushul.

Saya berkomentar: "Sanad ini shahih. Para perawinya pun tsiqah. Akan tetapi, disebutkan di dalamnya bahwasanya para pelempar tombak datang menemui Nabi 鑑 pada Perang Tabuk; sedangkan Perang Bi'r Ma'unah terjadi beberapa tahun sebelum Perang Tabuk, sebagaimana diterangkan dalam ash-Shahiih. Saya tidak tahu siapa yang keliru di sini." Semoga pada saat mendatang, dapat menemukannya.

Ibnu Ishaq telah meriwayatkannya, sebagaimana di dalam Fat-hul Baari, dari ayahnya, dari al-Mughirah 'Abdurrahman, dari ayahnya dan dari selainnya.

Saya menegaskan: "Sanad ini dha'if karena ia mu'dhal atau mursal."

- 175 Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dalam as-Siirah (III/867-869), ia berkata: ayahku Ishaq bin Yasar meriwayatkan kepadaku dari al-Mughirah bin 'Abdurrahman bin al-Harits bin Hisyam dan 'Abdullah bin Abu Bakar bin Muhammad bin 'Amr bin Hazm serta yang lainnya dari para ulama. Saya berkata: "Hadits ini mursal shahih sanadnya."
- 176 Shahiihul Bukhari (no. 4088) dan Shahiih Muslim (no. 677, 302).

177 Pada naskah "ع" tertulis: "فُقَرَاءَ".

- 178 Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Shahiih-nya (no. 4091) dan Muslim dalam Shahiih-nya (no. 677) secara ringkas.
- <sup>179</sup> Maksudnya, dilarikan dari medan perang dalam keadaan terluka.

<sup>180</sup> Pada naskah "س" tertulis: "وَيَرْجِعُ". <sup>181</sup> Sebuah lembah yang terbentang di utara Madinah, yakni dari timur ke barat, di sebelah selatan Uhud.

<sup>182</sup> Telah disebutkan di dalam hadits Ibnu Ishaq yang lalu.

- 183 Pada kitab al-Ushuul tertulis: "Inilah pendapat yang shahih (benar)." Namun, yang benar adalah yang dicetak di atas.
  - Al-Bukhari berkata dalam Shahiih-nya, yaitu pada Kitab "al-Maghaazi" (VII/329 Fat-hul Baari): "Bab hadits Bani Nadhir dan kepergian Rasulullah 🚝 untuk membayar diyat dua orang yang terbunuh."
- Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Shahiih-nya (no. 3053) dan Muslim dalam Shahiih-nya (no. 1637) dari hadits Ibnu 'Abbas 🚁 . Juga, Muslim meriwayatkan dalam Shahiih-nya (no. 1767) dari hadits 'Umar bin al-Khaththab 👛 .

Iss Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam Fat-hul Baari (VI/171): "Al-Ashma'i berkata: Panjang Jazirah Arab ialah dari 'Adan Abyan hingga Rif di 'Iraq, sedangkan lebarnya dari Jeddah dan daerah sekitarnya hingga perbatasan Syam. Dinamakan Jazirah (pulau) Arab karena daratannya dikelilingi laut, yaitu Samudera Hindia, Laut Qalzum (laut merah), teluk Faris (teluk Persia), dan teluk Habasyah (teluk Aden). Adapun sebab dinisbatkannya kepada suku Arab ialah karena mereka menguasai daerah ini sebelum Islam. Mereka membangun negerinegeri dan rumah-rumah di sini. Meskipun demikian, terdapat daerah tertentu yang tidak boleh ditempati orang-orang musyrik, yaitu Hijaz, yang di antara cakupan wilayahnya adalah Makkah, Madinah, dan Yamamah, serta daerah sekitarnya. Tidak ada daerah lain yang disebut dengan nama Jazirah Arab, berdasarkan kesepakatan seluruh ulama. Maka dari itu, tidak terlarang menempati negeri Yaman meskipun ia termasuk Jazirah Arab. Inilah madzhab jumhur ...."

المسابقة المعلم المسابقة المسابقة

Berdasarkan pendapat pertama (teks di atas): "Maksudnya adalah dua orang yang terbunuh itu berasal dari Bani 'Amir, sedangkan antara Bani 'Amir dan Yahudi Bani Nadhir terdapat ikatan perjanjian."

Berdasarkan pendapat kedua (naskah "w"): "Maknanya ialah jaminan keamanan yang diberikan Nabi ﷺ kepada dua orang laki-laki."

<sup>187</sup> Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dalam as-Siirah (III/872-873 – Ibnu Hisyam), Ia berkata: Yazid bin Ruman meriwayatkan kepadaku.
Saya berkomentar: "Sanadnya dha'if karena mu'dhal."

188 Di dalam Jawaami'us Siirah an-Nabawiyyah (hlm. 144, terbitan Daar al-Kutub al-'Ilmiyyah).

<sup>189</sup> Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Shahiih-nya (no. 4031) dan Muslim dalam Shahiih-nya (no. 1746) dari hadits 'Abdullah bin 'Umar , ia berkata: "Rasulullah membakar kebun kurma Bani Nadhir dan menebangnya, yaitu al-Buwairah, lalu turunlah ayat:

'Apa saja yang kami tebang dari pohon kurma (milik orang-orang kafir) atau yang kamu biarkan (tumbuh) berdiri di atas pokoknya, maka (semua itu) adalah dengan izin Allah ....' (QS. Al-Hasyr: 5)"

Diriwayatkan oleh 'Abdurrazzaq dalam al-Mushannaf (V/358-361/9733). Dari jalurnya diriwayatkan oleh Abu Dawud (III/156-157/3004). Dari jalurnya diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam Dalaa-ilun Nubuwwah (III/178-179), dari Ma'mar, dari az-Zuhri, ia berkata: 'Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik meriwayatkan kepadaku dari seorang laki-laki Sahabat Nabi ﷺ. Akan tetapi, tidak disebutkan nama laki-laki suku Anshar tersebut.

Sanad ini shahih sesuai dengan syarat al-Bukhari dan Muslim, sedangkan ke-majhul-an Sahabat tidak merusaknya. Hadits ini dikeluarkan oleh as-Suyuthi dalam ad-Durrul Mantsuur (VIII/93), lalu dia menambah penisbatannya kepada 'Abdu bin Humaid dan Ibnul Mundzir.

191 Memperolehnya tanpa pertumpahan darah, tanpa peperangan, dan tanpa mengalami kesulitan. Mereka berjalan ke sana dengan santai tanpa mengendarai kuda maupun unta, sebagaimana firman Allah SSS :

"Dan apa saja harta rampasan (fa-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) mereka, maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kuda pun dan (tidak pula) seekor unta pun ...." (QS. Al-Hasyr: 6)

192 Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shahiih*-nya (no. 4883) dan Muslim dalam *Shahiih*-nya (no. 3031) dari hadits Ibnu 'Abbas 🕳.

193 Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Shahiih-nya (no. 4029).

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shahiih*-nya (no. 4088) dan Muslim dalam *Shahiih*-nya (no. 677) dari hadits Anas bin Malik.

Saya menilai: "Yang paling tepat, wallaahu a'lam, adalah penulis menyebutkan do'a Qunut ini setelah pembahasan Perang Bi'r Ma'unah."

195 Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam Fat-hul Baari (VII/417): "Waktu terjadinya perang ini

masih diperselisihkan. Diperselisihkan juga mengenai alasan dinamakannya dengan nama ini (Dzaturriqa'). Meskipun demikian, yang perlu ditegaskan di sini adalah perang ini terjadi setelah Perang Bani Quraizhah. Sebab, disebutkan sebelumnya bahwa shalat Khauf belum disyari'atkan pada Perang Khandaq, sedangkan telah shahih pula riwayat tentang pelaksanaan shalat Khauf dalam Perang Dzaturriqa'. Hal tersebut menunjukkan bahwasanya perang ini terjadi setelah Perang Khandaq."

196 Ada yang mengatakan: "'Utsman bin 'Affan." Pendapat inilah yang paling tepat. Telah diriwayatkan di dalam Shahiih Muslim (no. 1825) dari Abu Dzarr 🚁 , ia bercerita: "Aku bertanya: 'Wahai Rasulullah 🚝, mengapa engkau tidak menugaskanku?' Ia pun melanjutkan kisahnya: "Maka beliau menepuk bahuku dengan tangannya, seraya berkata: 'Wahai Abu Dzarr, kamu seorang yang lemah, sedangkan jabatan itu adalah amanah. Sesungguhnya ia akan menjadi kehinaan dan penyesalan pada hari Kiamat, kecuali bagi orang yang mengembannya dengan hak dan menunaikan apa yang menjadi kewajibannya."

<sup>197</sup> Di dalam al-Mu'jamul Buldan (V/276): "Nakhl adalah kata benda yang menunjukan jenis, yang diambil dari kata nakhlah. Nakhl adalah salah satu perkampungan Bani Tsa'labah yang berjarak dua marhalah dari Madinah. Namun menurut satu pendapat, Nakhl adalah sebuah daerah di Najed yang termasuk ke dalam wilayah Ghathafan.' Tempat ini disebutkan pula di dalam Perang Dzaturriqa', yaitu sebuah tempat yang terletak di jalan menuju Syam dari arah Mesir."

198 Disebutkan oleh İbnu İshaq dalam as-Siirah (III/885-886 - Ibnu Hisyam) tanpa sanad.

Diriwayatkan oleh an-Nasa-i dalam al-Mujtaba (II/17) dan al-Kubraa (no. 1625) dan Abu Dawud ath-Thayalisi dalam Musnad-nya (no. 2345)—dan dari jalurnya diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam as-Sunanul Kubraa (III/251). Diriwayatkan juga oleh asy-Syafi'i dalam Musnad-nya (I/369/553 – Tartiibul Musnad), as-Sunanul Ma-tsurah (I/111) dan al-Umm (I/74); Ahmad dalam Musnad-nya (III/25, 49, 67-68); serta Ibnu Khuzaimah dalam Shahiih-nya (no. 996, 1703) dari jalur Ibnu Abi Dzi'b, dari Sa'id al-Maqburi, dari 'Abdurrahman bin Abu Sa'id al-Khudri, dari ayahnya dengan lengkap.

Saya berkomentar: "Sanadnya shahih dan para perawinya tsiqah."

Ibnu Sayyidinnas berkata, sebagaimana di dalam kitab *Syarhun Nasaa-i* karya as-Suyuthi: "Sanad hadits ini shahih dan kuat."

Abu Ayyasy az-Zarqi adalah Zaid bin ash-Shamit, seorang Anshar dari suku Khazraj, berasal dari Bani Zuraiq, yang mengikuti seluruh peperangan Rasulullah ﷺ dan meninggal dunia pada masa

pemerintahan Mu'awiyah 🐲 .

Diriwayatkan oleh Ahmad dalam Musnad-nya (IV/59-60), Abu Dawud dalam Sunan-nya (no. 1236), an-Nasa-i dalam al-Mujtaba (III/176-177) dan as-Sunanul Kubraa (I/596-597/1937, 1938), serta yang lainnya dari hadis Abu 'Ayyasy az-Zarqi 🍇.

Saya berkata: "Hadits ini shahih. Silakan lihat kitab kami, al-Istii aab fii Bayaanil Asbaab, sebab di

dalamnya terdapat takhrij yang panjang."

Di dalam al-Mu jamul Buldan (III/453): "Dhajanan (atau menurut Ibnu Duraid: Dajnan): Al-Waqidi berkata: 'Jarak antara Dhajanan dan Makkah adalah 15 mil.'"
Masih di dalam kitab yang sama (IV/121-122): "'Usfan: tempat ini dinamakan 'usfan karena banjir berkumpul padanya, seperti halnya kata abwa', yaitu karena air kembali ke sana. 'Usfan juga merupakan nama tempat yang terletak di antara dua masjid, sedangkan jaraknya dari Makkah adalah dua marhalah."

203 Pada naskah "س" tertulis: "أَهَمُ".

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dalam Sunan-nya (no. 3035), an-Nasa-i dalam al-Mujtaba (III/174) dan al-Kubraa (no. 1945), Ahmad (II/522), ath-Thabari dalam Jaami'ul Bayaan (V/248), serta Ibnu Hibban dalam Shahiih-nya (2872 -Ihsaan) dari jalur Sa'id bin 'Ubaid al-Hana-i, dari 'Abdullah bin Syaqiq, dari Abu Hurairah.

At-Tirmidzi berkata: "Hasan gharib."

- Saya berkomentar: "Dihasankan oleh guru kami, al-Imam al-Albani ﷺ. Penilaian mereka berdua benar."
- <sup>205</sup> Di antara yang berpendapat demikian adalah al-Bukhari, al-Hafizh Ibnu Hajar dalam Fat-hul Baari, dan Ibnul Qayyim dalam Zaadul Ma'aad. Wallaahu a'lam.
- <sup>206</sup> Kaki mereka menjadi tipis (terkelupas) dan melepuh karena terus-menerus berjalan tanpa alas kaki.
- <sup>207</sup> Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shahiih*-nya (no. 4128) dan Muslim dalam *Shahiih*-nya (no. 1816).

Diriwayatkan oleh Ahmad dalam Musnad-nya (II/320), Abu Dawud dalam Sunan-nya (no. 1240, 1241), an-Nasa-i dalam al-Mujtaba (III/173) dan al-Kubraa (no. 1944), Ibnu Khuzaimah dalam Shahiih-nya (no. 1361, 1362), Ibnu Hibban dalam Shahiih-nya (2878 - Ihsaan), ath-Thahawi dalam Syarh Ma'aanil Aatsaar (I/314), al-Hakim (I/338-339), al-Baihaqi (III/264), dan yang lainnya dari jalur Abul Aswad, dari 'Urwah bin az-Zubair, dari Marwan bin al-Hakim.
Saya berkata: "Sanad hadits ini shahih."

Diriwayatkan oleh Ahmad (III/376); Ibnu Khuzaimah dalam Shahiib-nya, seperti halnya dalam It-haaful Maharah (III/592); Abu Ya'la dan al-Bazzar dalam Musnad mereka, sebagaimana di dalam Fat-hul Baari (V/320); dan al-Baihaqi dalam Dalaa-ilun Nubuwwah (III/382-383). Seluruh riwayat tersebut berasal dari jalur Ibnu Ishaq dalam kitab as-Siirah-nya (III/888 – Ibnu Hisyam): Wahab bin Kaisan meriwayatkan kepadaku dari Jabir.

Sanad hadits ini hasan. Ibnu Ishaq adalah seorang shaduq yang mudallis, namun ia telah menjelaskan penyimakannya dengan menggunakan kata tahdits (haddatsaa). Selain itu, ia adalah hujjah di dalam

bab maghaazi dan siirah, maka perhatikanlah!

Diriwayatkan oleh Ahmad (III/325, 362) dan Abu Ya'la dalam *al-Musnad* (III/329/1793) dari jalur 'Ali bin Zaid bin Jud'an, dari Abu Mutawakkil an-Naji, dari Jabir.

Saya menilai: "Sanad hadits ini dha'if, karena 'Ali bin Zaid lemah dan buruk hafalannya." Hadits ini diriwayatkan juga oleh Ibnu 'Asakir dalam *Taariikh Dimasq* (XI/264-265) dari jalur Sa'id bin 'Abdul 'Aziz bin Marwan al-Halabi, dari 'Ubaid bin Hisyam al-Halabi, dari 'Atha' bin

Muslim al-Khaffaf, dari Ats-Tsauri, dari Salamah bin Kuhail, dari Abuz Zubair, dari Jabir. Saya berkomentar: "Sanad ini dha'if, karena beberapa kelemahan berikut ini. Pertama, Abuz Zubair adalah mudallis dan ia telah meriwayatkannya dengan 'an'anah. Kedua, 'Atha' bin Muslim al-Khaffaf adalah perawi shaduq namun banyak melakukan kesalahan, sebagaimana diterangkan dalam at-Taqriib. Ketiga, 'Ubaid bin Hisyam al-Halabi adalah perawi shaduq, tetapi hafalannya berubah (melemah) pada akhir hayatnya sehingga banyak melakukan kekeliruan, seperti yang disebutkan dalam at-Taqriib."

Diriwayatkan pula oleh al-Bukhari (V/314) secara *muʻallaq* dari Dawud bin Qais dari 'Ubaidillah

bin Migsam, dari Jabir.

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam *Hadyus Saari* (hlm. 45): "Aku belum menemukannya." Maksudnya, orang yang meriwayatkan hadits tersebut secara *maushul*.

Secara keseluruhan, kisah Jabir menjual untanya kepada Rasulullah ini bukan terjadi pada perang

Tabuk. Silakan lihat penjelasan selengkapnya.

211 Saya tegaskan bahwa kisah (pernikahan Jabir dengan seorang janda) yang disebutkan penulis di atas benar dan sesuai dengan dalil. Al-Hafizh Ibnu Hajar pun telah me-rajih-kan hal itu dan berkata dalam Fat-bul Baari (V/320-321):

"Ibnu Ishaq menegaskan dari Wahab bin Kaisan bahwa hal itu terjadi pada Perang Dzaturriqa" di Nakhl. Seperti itu pula yang diriwayatkan oleh al-Waqidi .... Pendapat inilah yang lebih kuat menurutku, karena para ahli sejarah perang Rasul lebih menguasai hal itu daripada yang lainnya. Hal itu pun tertera pada riwayat ath-Thahawi yang ada [dalam Musykilul Aatsaar (XI/244/4415). Namun Ath-Thahawi tidak menyadari bahwa hal itu pun tertera dalam Shahih Muslim (III/1222/111)]: bahwasanya pernikahan itu terjadi dalam perjalanan pulang dari Makkah ke Madinah, bukan dari Tabuk yang jalurnya bertemu dengan jalur dari Makkah, yakni dalam peristiwa yang berbeda dengan peristiwa Dzaturriqa'. Di samping itu, pada sebagian besar jalur periwayatan kisah pernikahan tersebut dinyatakan bahwa Rasulullah bertanya kepada Jabir: 'Apakah kamu sudah menikah?' Ia menjawab: 'Sudah.' Beliau bertanya lagi: 'Apakah kamu menikahi gadis atau janda?' .... (Al-Hadits). Di dalam riwayat ini dijelaskan mengapa Jabir menikahi seorang janda, yaitu karena ayah Jabir tewas secara syahid pada Perang Uhud dan meninggalkan beberapa orang anak perempuan yang nota bene saudara Jabir. Oleh karena itulah Jabir menikahi seorang janda, agar ada yang mampu menyisir rambut saudari-saudarinya dan mengurus mereka. Hal itu menandakan bahwa pernikahannya dengan janda tersebut berlangsung tidak begitu lama setelah kematian ayahnya. Atas dasar itulah peristiwa ini lebih mungkin terjadi pada Perang Dzaturriqa' daripada Perang Tabuk, karena Perang Dzaturriqa' terjadi satu tahun setelah Perang Uhud, menurut pendapat yang shahih, sedangkan Perang Tabuk terjadi tujuh tahun setelah Perang Uhud. Wallaahu a'lam. Tidak mengherankan pula jika al-Baihaqi menetapkan apa yang dikatakan oleh Ibnu Ishaq itu dalam kitab Dalaa-ilun Nubuwwah."

Silakan lihat perjelasan guru kami, al-Imam al-Albani ﷺ, dalam Mukhtashar Shahiihul Bukhari (II/30, terbitan al-Ma'aarif) dan Difaa' 'anil Hadiits an-Nabawi was Siirah (hlm. 85-84) mengenai perselisihan ini.

- Maksudnya, pasukan yang menjaga kaum Muslimin dari serangan musuh. Biasanya mereka berada di tempat-tempat yang tinggi supaya dapat melihat pintu-pintu masuk dan jalan-jalan dengan sangat jelas.
- Diriwayatkan oleh Ahmad dalam Musnad-nya (III/343-344, 359), Abu Dawud dalam Sunan-nya (no. 198), Ibnu Khuzaimah dalam Shahiih-nya (no. 36), Ibnu Hibban dalam Shahiih-nya (1096 Ihsaan), ad-Daraquthni dalam Sunan-nya (I/223-224), al-Hakim dalam al-Mustadrak (I/156-157), al-Baihaqi (I/140, IX/150), Ibnu Hajar dalam Taghliqut Ta'liiq (I/114-115), dan yang lainnya dari jalur Ibnu Ishaq, dari Shadaqah bin Yasar, dari 'Uqail bin Jabir, dari Jabir secara panjang lebar. Saya berkata: "Sanad hadits ini dha'if—walaupun Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan adh-Dhiya' menshahihkannya—karena 'Uqail bin Jabir seorang yang majhulul 'ain (sama sekali tidak dikenal). Tidak ada yang meriwayatkan darinya selain Shadaqah bin Yasar, yakni perawi yang hanya di-tsiqah-kan oleh Ibnu Hibban. Oleh sebab itu, adz-Dzahabi berkomentar: 'Di dalamnya terdapat perawi majhul.'"
- Diriwayatkan oleh 'Abdu bin Humaid dalam Musnad-nya (III/48-49/1094 al-Muntakhab), Ahmad (III/364-365, 390), ath-Thahawi dalam Syarh Ma'aanil Aatsaar (I/315), Abu Ya'la dalam Musnad-nya (III/312-313/1778), Ibnu Hibban dalam Shahiih-nya (VII/138-139/2883 Ihsaan), Musaddad dalam Musnad-nya sebagaimana di dalam Taghliqut Ta'liiq (IV/121) dan Fat-hul Baari (VII/428), Ibrahim al-Harabi dalam Ghariibul Hadiits (III/980 ringkasan), al-Hakim (III/29), al-Baihaqi dalam Dalaa-ilun Nubuwwah (III/375-376), dan yang lainnya dari jalur Abu 'Awanah: Abu Bisyr meriwayatkan kepada kami dari Sulaiman bin Qais, dari Jabir.

Sanad hadits ini shahih. Para perawinya pun *tsiqah*. Pelemahan terhadapnya tidak sampai merusak keshahihannya.

#### Faedah:

Al-Hafizh berkata dalam *Fat-hul Baari* (VII/428): "Di dalam hadits itu digambarkan keberanian, kuatnya keyakinan, kesabaran atas gangguan, dan kesantunan Nabi ﷺ kepada orang yang jahil (bodoh). Di dalamnya juga terdapat dalil bolehnya membagi-bagi pasukan ketika singgah dan ketika bermalam. Tentu saja hal ini dibolehkan jika tidak terdapat sesuatu yang mengkhawatirkan."

- <sup>215</sup> Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Shahiih-nya (no. 4135) dan Muslim dalam Shahiih-nya (no. 843).
- Al-Hafizh berkata dalam Fat-hul Baari (VII/427-428): "Pada riwayat Abul Yaman-pembahasan jihad, pertanyaan dan jawaban itu diulangi tiga kali. Pertanyaan ini dimaksudkan untuk pengingkaran, yaitu: 'Tidak ada seorang pun yang dapat melindungimu dariku.' Sebab, Arab Badui itu berdiri dengan pedang di tangannya, sedangkan Nabi 鑑 duduk tanpa pedang. Dari pengulangan Arab Badui tersebut dapat diketahui bahwasanya Allah melindungi Nabi 鑑 darinya. Jika tidak demikian, apalah gunanya Arab Badui mengulangi pertanyaannya, padahal ia harus segera mewujudkan misi kaumnya, yakni membunuh Nabi ﷺ. Adapun jawaban beliau: 'Allah,' maksudnya ialah: 'Allah yang akan melindungiku darimu.' Jawaban ini mengisyaratkan hal itu. Sikap Nabi ﷺ yang acuh tak acuh itu menunjukkan ketidakpedulian beliau terhadap Arab Badui itu. Ketika orang tadi melihat keteguhan beliau yang tinggi dan mengetahui bahwasanya ia terhalang dari beliau, maka terbuktilah kebenaran perkataan Rasulullah. Menyadari ketidakmampuannya untuk menjamah beliau, Arab Badui itu pun melemparkan pedang dan menenangkan dirinya."
- <sup>217</sup> Disebutkan oleh Ibnu Ishaq dalam as-Siirah (III/890) tanpa sanad. Silakan lihat kitab as-Siirah an-Nabawiyyah (III/231), ath-Thabaqaatul Kubraa (II/59), Dalaa-ilun Nubuwwah (III/384), dan Zaadul Ma'aad (III/255).
- Di dalam al-Mu'jamul Buldan (II/487) dijelaskan: "Duumatul Jandal atau Daumatul Jandal. Namun Ibnu Duraid mengingkari pengucapan Daumatul Jandal. Bahkan menganggap bahwa hal ini merupakan kekeliruan para ahli hadits. Tempat ini dinamakan dengan Duumatul Jandal, karena Duum bin Isma'il bin Ibrahim. Namun menurut selain Ibnu Duraid, dinamakan demikian karena Duuman bin Isma'il. Jarak tempat ini dari Damaskus adalah sejauh tujuh marhalah. Tempat ini terletak di antara Damaskus dan Madinah Rasulullah
- <sup>219</sup> Dalam al-Bukhari: "Bab "ghazwatul Khandaq wahiya al-Ahzaab" (perang Khandaq, yaitu perang Ahzab)."
  - Al-Hafizh berkata dalam Fat-hul Baari: "Perang ini memiliki dua nama, dan ini sebagaimana yang

al-Bukhari katakan. Al-ahzaab ialah bentuk jamak dari hizb, yaitu kelompok. Penamaan Khandaq disebabkan parit-parit yang digali di sekitar Madinah berdasarkan perintah Nabi a dari usulan Salman, sebagaimana yang disebutkan ahli sirah. Dinamakan Ahzab karena berkumpulnya berbagai kelompok kaum musyrikin untuk memerangi kaum Mukminin. Mereka tersebut adalah Ouraisy, Ghathafan, dan Yahudi, serta orang-orang yang mengikuti mereka. Allah 👺 menurunkan ayatayat awal surat al-Ahzab mengenai peristiwa ini."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Shahiih-nya (no. 4110) dari hadits Sulaiman bin Shurad , ia berkata: "Aku mendengar Rasulullah 🌉 berkata ketika mengusir mereka: 'Sekarang, kitalah yang akan memerangi mereka, bukan mereka yang memerangi kita. Kita akan mendatangi mereka."

221 Penulis 坑 berkata dalam *al-Bidaayah wan Nihaayah* (VI/9): "Pendapat itu dikemukakan oleh Ibnu Ishaq, 'Urwah bin az-Zubair, Qatadah, al-Baihaqi, dan lebih dari seorang ulama, baik dulu maupun sekarang."

Penulis kembali berkata (VI/11): "Yang benar adalah perkataan jumhur, yakni Perang Khandaq

terjadi pada bulan Syawwal tahun 5 H. Wallaahu a'lam."

Ibnul Qayyim berkata dalam Zaadul Ma'aad (III/269): "Terjadi pada tahun kelima dari hijrah Nabi ﷺ tepatnya pada bulan Syawwal, berdasarkan pendapat yang paling benar dari dua pendapat yang ada."

<sup>222</sup> Yang beriudul *Iawaami'us Siirah an-Nabawiyyah* (hlm. 147).

- <sup>223</sup> Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Shahiih-nya (no. 2664) dan Muslim dalam Shahiih-nya (no. 1868).
- <sup>224</sup> Silakan lihat kitab Zaadul Ma'aad (III/270) dan al-Bidaayah wan Nihaayah (VI/11-12).

225 Pada naskah "س" tertulis: "فَأَجَابُوهُمْ".

<sup>226</sup> Silakan lihat sebagian riwayat tentang penggalian parit Khandag di dalam *Shahiihul Bukhari* (no. 4098-4102) dan Shahiih Muslim (no. 1803-1805).

227 Demikian pula di dalam Shahiihul Bukhari (no. 4103) dari 'Aisyah 👙 Ketika sebuah ayat dibacakan.

ia berkata: "Itu terjadi pada Perang Khandag."

- <sup>228</sup> Saya berkata: "Yang tercantum dalam *as-Siirah* karya Ibnu Ishaq adalah 3.000 orang, berbeda dengan yang disebutkan oleh penulis : Demikianlah yang dinukil oleh al-Hafizh dari Ibnu Ishaq, bahwasanya mereka berjumlah 3.000 orang. Silakan lihat kitab *as-Siirah* karya Ibnu Hisyam (III/900).
- <sup>229</sup> Di dalam al-Mu'jamul Buldan (III/236): "Sal'u adalah nama sebuah gunung di pasar Madinah."

<sup>230</sup> Al-aatham bermakna tembok. Bentuk tunggalnya ialah uthum.

- <sup>231</sup> Pada naskah "¬" dan "ڄ" tertulis: "وَافَيَّتُ".
  <sup>232</sup> Pada naskah "¬" dan "ڄ" tertulis: "وَافَيَّتُ".
  <sup>233</sup> Pada naskah "¬" tertulis: "وَجُنِّتُ".
  <sup>234</sup> Pada naskah "¬" tertulis: "وَجَارُزُوْ".
  <sup>235</sup> Tambahan dari naskah "¬" dan "ڄ".
  <sup>236</sup> Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Sunan-nya (no. 2597); at-Tirmidzi dalam Sunan-nya (no. 1682)–dari jalurnya diriwayatkan oleh Ibnul Atsir dalam *Usdul Ghaabah* (V/445)–; 'Abdurrazzaq dalam Mushannaf-nya (no. 9467), Ibnul Jarud dalam al-Muntagaa (1063), Abu Nu'aim dalam Ma'rifatush Shahaabah (VI/3171/7298), dan al-Hakim dalam al-Mustadrak (II/107). Dari jalurnya diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam as-Sunanul Kubraa (VI/361-362), juga yang lainnya dari jalur Sufyan ats-Tsauri, dari Abu Ishaq as-Sabi'i: aku mendengar al-Muhallab bin Abu Shafrah menceritakan dari seorang laki-laki Sahabat Nabi 286.

Saya berkomentar: "Sanad ini shahih, para perawinya tsiqah, dan ke-majhul-an Sahabat-seperti yang telah diketahui bersama-tidak merusak hadits ini."

Penulis the berkata dalam Tafsiirul Qur-aan al-'Azhiim (IV/76): "Sanadnya shahih."

<sup>237</sup> Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dalam as-Siirah (III/903-904 – Ibnu Hisyam), ia berkata: 'Ashim bin 'Umar bin Qatadah dan orang yang tidak kucurigai akan berdusta serta az-Zuhri meriwayatkan kepadaku.

Saya menilai: "Sanadnya dha'if, karena mursal."

<sup>238</sup> Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dalam *as-Siirah* (III/908-909 – Ibnu Hisyam), ia berkata: Yahya bin 'Abbad bin 'Abdullah bin az-Zubair meriwayatkan kepada kami dari ayahnya yaitu 'Abbad, dengan redaksi yang panjang.

Saya berkata: "Sanadnya dha'if, karena mursal."

Mengenai sabda Nabi ﷺ: "Perang adalah tipu daya," ungkapan tersebut shahih, sebagaimana

diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Shahiih-nya (no. 3029) dan Muslim dalam Shahiih-nya (no. 1740) dari Abu Hurairah 😅 . Hadits ini pun diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 3030) dan Muslim (no. 1739) dari Jabir bin 'Abdullah 👛 .

Al-Hafizh berkata dalam Fat-hul Baari (VI/158):

"Pengertian dasar dari tipu daya (al-khada') adalah menampakkan sesuatu dan menyembunyikan hal bertentangan dengan sesuatu itu. Hadits ini mengandung anjuran untuk tetap waspada dalam peperangan dan seruan untuk memperdaya orang-orang kafir. Siapa yang tidak menyadari hal itu niscaya akan terperangkap dalam muslihat tersebut.

An-Nawawi berkata: Para ulama telah sepakat tentang bolehnya membuat tipu daya terhadap orang-orang kafir pada peperangan sedapat mungkin. Terkecuali iika di dalamnya terdapat ikatan perjanjian atau pemberian jaminan keamanan, maka siasat ini tidak boleh dilakukan.'

Di dalam hadits ini terdapat isyarat agar menggunakan strategi ketika berperang, bahkan hal itu lebih dibutuhkan daripada sekadar keberanian. Apa yang menjadi tujuan sebenarnya ini hanya diungkapkan dengan sepenggal hadits ini, seperti halnya sabda beliau: 'Haji adalah (wukuf) di 'Arafah.

Ibnul Munayyir berkata: 'Maksud perang adalah tipu daya ialah, perang yang menguntungkan dan menghasilkan kemenangan bagi pihak yang bertikai adalah perang yang mengandalkan tipu muslihat, bukan mengandalkan konfrontasi. Hal itu karena konfrontasi begitu berisiko, sedangkan meraih kemenangan melalui tipu daya adalah tanpa risiko."

<sup>239</sup> Pada naskah "ح" dan "ح" tertulis: "مُنَيِّرُوا". <sup>240</sup> Pada naskah "ح" tertulis: "الْخُوْرُ", yang artinya kelemahan dan lemah.

<sup>241</sup> Ath-thunb adalah tali yang digunakan untuk mengikat kemah, tenda, dan sejenisnya.

<sup>242</sup> Mendekatkan dan menghangatkan tubuh dengan api.

<sup>243</sup> Diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shahiih*-nya (no. 1788).

<sup>244</sup> Tambahan dari naskah "۶".

- <sup>245</sup> Dikatakan: "Nahada ar-rajul." Maknanya ialah berdiri untuk menghadapi musuh, yaitu untuk menghalau mereka.
- <sup>246</sup> Diriwayatkan dengan lafazh ini oleh Ahmad (VI/131, 280) dan 'Abdu bin Humaid dalam Musnadnya (III/225/1486 - al-Muntakhab) dari dua jalur dari Hammad bin Salamah, dari Hisyam bin 'Urwah, dari ayahnya, dari 'Aisyah.

Sava berkomentar: "Sanad hadits ini shahih sesuai dengan syarat Muslim."

Diriwayatkan pula yang semakna dengannya oleh al-Bukhari dalam Shahiih-nya (no. 4117, 4122) dan Muslim dalam Shahiih-nya (no. 1769) dari beberapa jalur, dari Hisyam,

Pada catatan kaki naskah "..." tertulis: "Telah dibacakan kepada penulis 👛 pada pertemuan ketiga, hari Kamis, tanggal 10 Sya'ban, tahun 732 H, di Darul Hadits al-Asyrafiyyah, Damaskus—semoga Allah melindunginya."

<sup>247</sup> Tambahan dari naskah ",,,".

<sup>248</sup> Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shahiih*-nya (no. 4119) dan Muslim dalam *Shahiih*-nya (no. 1770) dari hadits Ibnu 'Umar 🚓 . Akan tetapi, dalam lafazh Muslim disebutkan Zhuhur sebagai pengganti Ashar. Silakan lihat komentar al-Hafizh dalam Fat-hul Baari (VII/408-409).

<sup>249</sup> Dalam kitabnya, Jawaami'us Siirah an-Nabawiyyah (hlm. 152).

- 250 Penulis 🗱 berkata dalam *al-Bidaayah wan Nihaayah* (VI/75): "Pendapat Ibnu Hazm ini sesuai dengan kaidahnya, yaitu hanya berpedoman pada zhahir nash."
- 251 Ketetapan ini diambil dari sabda Nabi ﷺ: "Jika seorang hakim ingin memutuskan perkara, kemudian ia berijtihad dan benar, maka baginya dua pahala; sedangkan jika hakim itu ingin memutuskan perkara kemudian ia beriitihad dan salah, maka baginya satu pahala." Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Shahiih-nya (no. 7352) dan Muslim dalam Shahiih-nya (no. 1716) dari hadits 'Amr bin al-'Ash dan Abu Hurairah 🚟 .
- 252 Silakan lihat Tafsiirul Qur-aan al-'Azhiim karya penulis (I/833-845), Fat-hul Baari (VIII/195-198), dan kitab lainnya.
- <sup>253</sup> Pada naskah "¬" dan "۶" tertulis: "وَاشْتَمْلَ بِالْجِهَادِ "
   <sup>254</sup> Telah disebutkan *takhrij*-nya.

<sup>255</sup> Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Shahiih-nya (no. 596), sesuai dengan lafazhnya, dan Muslim dalam Shahiih-nya (no. 631).

<sup>256</sup> Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shahiih*-nya (no. 6396) dan Muslim dalam *Shahiih*-nya (no. 627).

 <sup>257</sup> Pada naskah "¬" tertulis: "قُبُوْرُهُمْ وَ بِنُونُهُمْ ".
 <sup>258</sup> Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dalam as-Siirah (III/913 – Ibnu Hisyam). Penulis شقة menukil darinya dalam al-Bidaayah wan Nihaayah (VI/76) tanpa sanad.

<sup>259</sup> Disebutkan oleh Ibnu Ishaq dalam as-Siirah (III/913), dia berkata: az-Zuhri meriwayatkan kepada kami. Setelah itu, Ibnu Ishaq menyebutkan kisah yang di dalamnya terdapat bagian ini.

<sup>260</sup> Bentuk jamak dari kata juraidah, yang berarti kumpulan kuda. Yang dimaksud adalah prajurit

berkuda (kavaleri). Jadi, tidak ada seorang pun yang pergi dengan berjalan kaki.

<sup>261</sup> Diriwayatkan oleh Musa bin 'Uqbah dalam Maghaazi-nya, sebagaimana di dalam al-Bidaayah wan Nihaayah (V/76-78), dan dari jalurnya diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam Dalaa-ilun Nubuwwah (IV/11-14) dari az-Zuhri.

Saya menilai: "Sanad hadits ini mursal shahih."

Diriwayatkan oleh al-Baihaqi (IV/14) dengan sanad hasan dari 'Urwah bin az-Zubair secara mursal.

Disebutkan juga oleh Ibnu Ishaq dalam as-Siirah (III/913-914) tanpa sanad.

<sup>262</sup> Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dalam as-Siirah (III/914-915 – Ibnu Hisyam) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam Dalaa-ilun Nubuwwah (IV/15), dia berkata: ayahku yaitu Ishaq bin Yasar meriwayatkan kepada kami dari Ma'bad bin Ka'ab bin Malik al-Anshari, secara panjang lebar. Saya berkata: "Sanad hadits ini mursal shahih."

Mengenai bagian kedua, yakni kisah Abu Lubabah, terdapat penguat baginya, di antaranya hadits' Aisyah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam al-Mushannaf (no. 18643), Ahmad dalam Musnadnya (VI/141-142), Ibnu Sa'ad dalam ath-Thabagaatul Kubraa (III/421-423), dan Ibnu Hibban dalam Shahiih-nya (7028 - Ihsaan) dari jalur Muhammad bin 'Amr, dari ayahnya, dari kakeknya, dari 'Aisyah. Saya berkomentar: "Sanad hadits ini hasan sebagai syahid (penguat) dan mutaba'ah (pendukung). 'Amr bin 'Alqamah maqbul, sebagaimana di dalam at-Taqriib.'

Penguat yang lain berasal dari hadits mursal Qatadah yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur dalam Sunan-nya (no. 987), Ibnu Jarir ath-Thabari dalam Jaami'ul Bayaan (IX/146), Ibnu Abi Hatim dalam Tafsiir-nya (8975) dari jalur Sufyan, dari Isma'il bin Abu Khalid, dari 'Abdullah bin Abu Qatadah secara ringkas.

Saya menilai: "Sanad hadits ini mursal shahih.

Adapun penguat ketiga datang dari hadits mursal Musa bin 'Ugbah yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam Dalaa-ilun Nubuwwah (IV/12-14). Sanad hadits ini pun mursal shahih.

Secara keseluruhan, derajat hadits ini shahih lighairihi. Wallaahu a'lam.

- <sup>263</sup> Tambahan dari naskah "<sub>7</sub>".

  <sup>264</sup> Mereka ingin mengadili 'Abdullah bin Ubay, pemimpin Khazraj, tentang perkara sekutunya Bani Qainuga'.
- <sup>265</sup> Ùrat di tengah lengan yang banyak ototnya.

<sup>266</sup> Tambahan dari naskah "¬".

<sup>267</sup> Diriwayatkan oleh Ahmad (VI/141-142), Ibnu Abi Syaibah dalam al-Mushannaf (XIV/408-411/18643), Ibnu Sa'ad dalam ath-Thabagaatul Kubraa (III/421-423), Ishaq bin Rahawaih dalam Musnad-nya (1126), Ibnu Hibban dalam Shahiih-nya (XV/498-501/7028 - Ihsaan), dari jalur Muhammad bin 'Amr bin 'Alqamah bin Waqqash al-Laitsi dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata; telah menceritakan kepadaku 'Aisyah.

Guru kami, al-Imam al-Albani (no. 67): "Sanad hadits ini hasan." Al-Haitsami berkata dalam Majma'uz Zawaa-id (VI/128): "Diriwayatkan oleh Ahmad. Di dalamnya terdapat Muhammad bin 'Amr bin 'Alqamah yang riwayatnya hasan, sedangkan perawi yang lainnya tsiqah."

Al-Hafizh berkata dalam Fat-hul Baari (XI/43): "Sanadnya hasan."

Saya berkomentar: "Akan tetapi, 'Amr bin 'Alqamah tidak di-tsiqah-kan selain oleh Ibnu Hibban berdasarkan kaidahnya, bahkan tidak ada yang meriwayatkan darinya selain anaknya, Muhammad. Di sinilah letak cacat hadits tersebut. Meskipun demikian, penulis tetap berkata dalam al-Bidaayah wan Nihaayah (VI/91): "Sanad hadits ini jayyid, serta memiliki penguat dari jalur yang banyak."

Sabda Nabi 🌉: "Berdirilah dan tolonglah pemimpin kalian!" dan "Sungguh, kamu telah menetapkan keputusan terhadap mereka ...," berderajat shahih dengan penguat dari hadits Abu Sa'id al-Khudri

yang diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 4121) dan Muslim (no. 1768), sebagaimana akan disebutkan nanti

<sup>268</sup> Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dalam as-Siirah (III/919 - Ibnu Hisyam)-dan dari jalurnya diriwayatkan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar dalam Muwaafaqatul Khabr al-Khabr (II/438-439), dia berkata: 'Ashim bin 'Umar bin Qatadah meriwayatkan kepadaku dari 'Abdurrahman bin 'Amr bin Sa'ad bin Mu'adz, dari 'Alqamah bin Waqqash al-Laitsi.

Al-Hafizh berkata: "Hadits ini mursal. Para perawinya tsiqah."

Penulis and berkata dalam Tuhfatuth Thaalib (hlm. 460): "Sanad hadits ini mursal."

Hadits ini diriwayatkan juga oleh al-Umawi dalam Maghaazi-nya, sebagaimana dalam Tuhfatuth Thaalih karya penulis (hlm. 460) dan al-'Arsy' (II/41/33) karya al-Imam adz-Dzahabi, lalu dari jalurnya diriwayatkan oleh Ibnu Qudamah dalam Itshaat Shifatil 'Uluw (69/39) dan adz-Dzahabi dalam al-'Uluw lil 'Aliyyil 'Azhiim (I/376/54): ayahku meriwayatkan kepadaku; Muhammad bin Ishaq meriwayatkan kepada kami dari Ma'bad bin Ka'ab bin Malik, bahwasanya Sa'ad bin Mu'adz .... Kemudian ia menyebutkannya.

Adz-Dzahabi berkata dalam al-'Uluw: "Sanad hadits ini mursal."

Saya berkata: "Hadits ini memiliki syahid yang kuat sanadnya dari Sa'ad bin Abi Waqqash yaitu yang diriwayatkan oleh an-Nasa-i dalam al-Kubraa (V/403/5906, VII/338/8166); 'Abdu bin Humaid dalam Musnad-nya (I/182/149 – al-Muntakhab); Ibnu Sa'ad dalam ath-Thabaqaatul Kubraa (III/426); ath-Thahawi dalam Syarh Ma'aanil Aatsaar (III/216); ad-Dauraqi dalam Musnad Sa'ad bin Abi Waqqash (57/20); al-Bazzar dalam al-Bahruz Zakhkhaar (III/301/1091); al-Harits bin Abu Usamah dalam Musnad-nya, sebagaimana di dalam Bughyatul Baahits (II/705/693), al-Mathaalibul 'Aaliyah (IV/405/4278), dan It-haaful Khiirah al-Maharah (V/231/4585); Ibnu Abi Hatim dalam al-Ilal (I/325-326/971); ad-Daraquthni dalam al-Afraad (Q56/A); al-Hakim (II/124); al-Baihaqi dalam as-Sunanul Kubraa (IX/63) dan al-Asmaa' wash Shifaat (II/321/885); adh-Dhiya' al-Maqdisi dalam al-Ahaadiitsul Mukhtaarah (III/188/982); adz-Dzahabi dalam Siyar A'lamin Nubalaa' (XII/131); serta al-Hafizh dalam Muwaafaqatul Khabr al-Khabr (II/439) dari jalur Muhammad bin Shalih at-Tammar, dari Sa'ad bin Ibrahim bin 'Abdurrahman bin 'Auf, dari 'Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqash, dari ayahnya dengan lafazh: (()"")" Tujuh lapis langit."

Al-Hafizh adz-Dzahabi berkata dalam al-'Arsy' (II/40): "Hadits ini shahih."

Dia juga berkata dalam al-'Uluw lil 'Aliyyil 'Azhiim (Ú 377): "Hadits in shahih. Diriwayatkan oleh an-Nasa-i dari jalur Abi 'Amir al-'Aqdi, yakni dari Muhammad bin Shalih at-Tammar, seorang yang shaduq."

Penulis dis berkata dalam Tuhfatuth Thaalib (hlm. 460): "Hadits ini diriwayatkan pula dengan

sanad jayyid."

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Hadits ini hasan. Muhammad bin Shalih at-Tammar Madani shaduq." Penilaian tersebut disepakati oleh guru kami, al-Albani, dalam ash-Shahiihah (VI/557).

'Iyyad bin 'Abdurrahman menyelisihi Muhammad bin Shalih at-Tammar. Ia meriwayatkan dari Sa'ad bin Ibrahim dan menjadikannya bagian dari Musnad 'Abdurrahman bin 'Auf, yaitu yang diriwayatkan oleh al-Bazzar dalam Musnad-nya (III/256/2696), ath-Thabrani dalam al-Mu'jamul Kabiir (VI/5324), dan ad-Daraquthni dalam al-Afrad (Q58/B) dari jalur Shadaqah bin 'Abdullah as-Samin, dari 'Iyadh. Saya berkomentar: "Ini merupakan suatu kekeliruan. Shadaqah adalah perawi dha'if, sebagaimana diterangkan dalam at-Taqriib. Demikian pula 'Iyadh bin 'Abdurrahman. Oleh karena itu, ad-Daraquthni berkata: "Gharib dari hadits Sa'ad bin Ibrahim, dari ayahnya, dari kakeknya. Hanya 'Iyyad bin 'Abdurrahman yang meriwayatkan dari Sa'ad bin Ibrahim, dan hanya Shadaqah bin 'Abdullah yang meriwayatkan dari 'Iyadh. Muhammad bin Shalih at-Tammar menyelisihi Shadaqah dengan meriwayatkan dari Sa'ad."

Ad-Daraquthni juga berkata dalam *al-'llal* (IV/290-291): "Hadits ini diriwayatkan oleh Sa'ad bin Ibrahim, namun riwayat ini diperselisihkan darinya. Shadaqah bin 'Abdullah meriwayatkannya ..., tetapi dia keliru dalam periwayatannya."

Ad-Daraquthni pun menghukuminya sebagai suatu kekeliruan di tempat lain dalam al-Ilal (IV/332). Demikian pula Abu Zur'ah dan Abu Hatim (dua orang ar-Razi) menyalahkan riwayat ini, sebagaimana dalam al-Ilal karya Ibnu Abi Hatim (II/366/2614).

Al-Imam Syu'bah bin al-Hajjaj menyelisihi jumhur. Dia meriwayatkan dari Sa'ad bin Ibrahim, dari Abu Umamah bin Sahl bin Hanif, dari Abu Sa'id al-Khudri dengan lafazh: ((رِجُكُمُ اللهِ أَنْ بِحُصُمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

Hadits ini juga diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 3043, 3804, 4121, 6262), Muslim (no. 1768), dan banyak lagi yang lainnya.

Abu Hatim ar-Razi berkata, sebagaimana di dalam *al-Ilal* karya anaknya (I/326): "Diriwayatkan oleh Syu'bah bin Sa'ad bin Ibrahim ... dan ini yang paling kuat, tetapi pernyataan ini merupakan kesalahan. Sebab, aku tidak suka hadits Syaikh Muhammad bin Shalih."

Ad-Daraquthni berkata dalam *al-Ilal* (IV/292-293): "Diriwayatkan oleh Muhammad bin Shalih at-Tammar ... namun dia keliru. Yang benar adalah yang diriwayatkan oleh Syu'bah dari Sa'ad bin Ibrahim ...."

Ad-Daruquthni kembali berkata dalam *al-'Ilal* (IV/333): "Syu'bah menyelisihi keduanya—at-Tammar dan 'Iyadh—dan dia meriwayatkan dari Sa'ad bin Ibrahim, dari Abu Umamah bin Sahl bin Hanif, dari Abu Sa'id al-Khudri. Inilah yang benar."

Al-Bukhari berkata dalam at-Taariikhul Kabiir (IV/291): "Syu'bah menyelisihinya, yaitu dari Sa'ad, dari Abu Umamah bin Sahl, dari Abu Sa'id dari Nabi & Inilah yang paling shahih."

Al-Hafizh berkata dalam *Fathul Baari* (VII/475): "Riwayat Syu'bah lebih shahih, tetapi kemungkinan ada dua sanad dari Sa'ad bin Ibrahim."

Saya berkata: "Yang terakhir inilah yang lebih menenteramkan hati. Wallaahu a'lam."

Al-Hafizh berkata: "Arqi'ah ialah bentuk jamak dari raqi', yang artinya salah satu nama langit. Ada yang mengatakan bahwa dinamakan demikian karena ia dihiasi dengan bintang-bintang." Guru kami, al-'Allamah al-Imam al-Albani ﷺ, berkata: "Di dalamnya terdapat penetapan sifat al-Fauqiyah atas Allah 👺 ."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Sunan-nya (no. 4404, 4405), at-Tirmidzi dalam Sunan-nya (no. 1584), an-Nasa-i dalam al-Mujtaba (VI/155), Ibnu Majah dalam Sunan-nya (no. 2541-2542), dan yang lainnya dari dua jalur, dari 'Abdul Malik bin 'Umair, dari 'Athiyyah al-Qurazhi, ia berkata: "Kami dibawa kepada Nabi pada Perang Bani Quraizhah. Saat itu, siapa saja yang sudah tumbuh jenggotnya dibunuh, sedangkan yang belum tumbuh jenggotnya dilepaskan. Aku termasuk orang yang jenggotnya belum tumbuh, sehingga aku pun dilepaskan."

Saya menilai: "Sanadnya shahih. Silakan lihat *Tuhfatul Mauduud* (hlm. 479-480 – dengan *tahqiq* saya)." At-Tirmidzi ﷺ berkata: "Hadits ini hasan shahih. Mengenai perbuatan yang dilakukan ini, hal itu dikomentari oleh sebagian ulama: "Bahwasanya mereka melihat tumbuhnya bulu kemaluan sebagai tanda baligh, yakni jika tidak diketahui sudah mimpi basah (atau belum), atau tidak diketahui umurnya. Ini adalah pendapat Ahmad dan Ishaq."

Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dalam as-Siirah (III/919 - Ibnu Hisyam), ia berkata: orang yang kupercayai meriwayatkan kepadaku dari ulama.

Saya berkomentar: "Sanadnya lemah sekali."

Al-Hafizh berkata dalam *Fathul Baari* (VII/414): "Jumlah mereka diperselisihkan. Menurut Ibnu Ishaq, mereka berjumlah 600. Inilah yang ditegaskan Abu 'Umar di dalam biografi Sa'ad bin Mu'adz. Menurut Ibnu 'A-idz dari riwayat *mursal* Qatadah, mereka berjumlah 700. As-Suhaili mengatakan bahwa al-Mukatstsir berkata: 'Mereka berjumlah 800 hingga 900.'"

Disebutkan pula di dalam hadits Jabir yang dikeluarkan oleh at-Tirmidzi, an-Nasa-i, dan Ibnu Majah dengan sanad shahih, bahwasanya mereka berjumlah 400 orang prajurit. Jadi, untuk mengkompromikan riwayat-riwayat tersebut dapat dikatakan bahwa sisanya adalah pengikut mereka. Ibnu Ishaq menceritakan pendapat yang mengatakan bahwa: "Mereka berjumlah 900." Saya menjelaskan: "Hadits Jabir yang diisyaratkan al-Hafizh dizi diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (IV/144-145/1582), an-Nasa-i dalam al-Kubraa (VIII/54/8626), Ahmad (III/350), ad-Darimi dalam Musnad-nya (IX/198/2668 – Fat-hul Mannaan), Ibnu Hibban dalam Shahiih-nya (XI/106/4784 – Ihsaan), ath-Thahawi dalam Musykilul Aatsaar (IX/207-208/3579), dan yang lainnya dari jalur al-Laits bin Sa'ad, dari Abu az-Zuhri, dari Jabir."

At-Tirmidzi berkata: "Hadits hasan shahih."

Saya menilai: "Hadits ini shahih sesuai dengan syarat Muslim. Terluput pula dari al-Hakim bahwasanya hadits ini sesuai dengan syaratnya."

Pada naskah asli tertulis Suwaid bin Shamit, sedangkan yang benar adalah yang ditulis di atas. Inilah yang dijadikan pegangangan penulis as dalam al-Bidaayah wan Nihaayah (VI/96). Silakan lihat Usdul Ghaabah (II/121) dan as-Siirah an-Nahawiyyah (III/921).

<sup>272</sup> Diriwayatkan oleh Ahmad dalam Musnad-nya (VI/277), Abu Dawud (no. 2671), dan al-Hakim

(III/35-36). Al-Baihaqi meriwayatkan darinya dalam as-Sunanul Kubraa (IX/82) dan Ma'rifatus Sunan wal Aatsaar (no. 5401) dari jalur Ibnu Ishaq dalam kitab as-Siirah (III/920 – Ibnu Hisyam): Muhammad bin Ja'far bin az-Zubair meriwayatkan kepadaku dari 'Urwah bin az-Zubair, dari 'Aisyah tanpa menyebutkan nama orang yang terbunuh.

Saya mengomentari: "Sanad ini hasan. Ibnu Ishaq menyebutkan hadits ini dengan tahdits sehingga aman dari tadlis-nya, sedang dia adalah hujjah (rujukan) dalam ilmu sirah."

<sup>273</sup> Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dalam *as-Siirah* (III/923 – Ibnu Hisyam). Penulis menukil dari beliau, tanpa komentar, dalam *al-Bidaayah wan Nihaayah* (VI/96) tanpa sanad.

274 Mengobatinya dengan cara kay (menempelkan besi panas di bagian tubuh yang terluka) agar darahnya tidak mengalir.

<sup>275</sup> Dikeluarkan oleh al-Bukhari dalam Shahiih-nya (no. 4122) dan Muslim dalam Shahiih-nya (no. 1769/67).

<sup>276</sup> Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Shahiih-nya (no. 1803) dan Muslim dalam Shahiih-nya (no. 2466).

<sup>277</sup> Tambahan dari naskah "س".

<sup>278</sup> Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dalam as-Siirah (III/951-953 – Ibnu Hisyam), dia berkata: Ibnu Syihab az-Zuhri meriwayatkan kepadaku dari 'Abdullah bin Ka'ab bin Malik.

Diriwayatkan oleh 'Abdurrazzaq dalam al-Mushannaf (V/407/9747) dari Ma'mar dan al-Baihaqi dalam Dalaa-ilun Nubuwwah (III/221) dari jalur Ibrahim bin Sa'ad. Keduanya dari az-Zuhri, dari 'Abdurrahman bin Ka'ab secara mursal. Mereka berdua berkata: "'Abdurrahman menggantikan 'Abdullah. Inilah yang paling shahih."

Al-Baihaqi berkata sesudahnya: "Hadits ini mursal dan sanadnya jayyid."

Dia juga berkata dalam al-Ma'rifah (IV/382): "Hadits ini mursal, tetapi masyhur di kalangan para

ulama dan ahli perang."

Saya berkomentar: "Sebaliknya, sanad hadits itu dha'if karena mursal dan terdapat kemungkaran di dalamnya. Telah ditetapkan di dalam Shahiihul Bukhari (no. 4038, 4039, 4040) dari hadits al-Bara' bin 'Azib bahwa yang membunuh Abu Rafi' Salam bin Abi al-Haqiq adalah 'Abdullah bin 'Atik, bukan 'Abdullah bin Unais. Redaksinya pun sama sekali berbeda dengan redaksi Ibnu Ishaq. Maka dari itu, tindakan penulis yang mendahulukan riwayat tidak shahih atas riwayat yang shahih merupakan suatu yang mengherankan."

Kemudian, saya melihat Abu Ya'la mengeluarkannya dalam *Musnad*-nya (II/204/907) dari jalur Ibrahim bin Isma'il bin Mujamma' al-Anshari: Ibrahim bin 'Abdurrahman bin 'Abdullah bin Ka'ab bin Malik meriwayatkan kepadaku; ayahku meriwayatkan kepadaku dari kakekku (yaitu ayah dari buku): "'Abdullah bin Unais."

Al-Haitsami berkata dalam Majma'uz Zawaa-id (VI/197): "Diriwayatkan oleh Abu Ya'la, namun di dalamnya terdapat perawi dha'if bernama Ibrahim bin Isma'il bin Mujammi'."

Saya menegaskan: "Yang dikatakannya benar. Saya belum menemukan catatan Ibrahim bin 'Abdurrahman."

<sup>279</sup> Ghuran adalah lembah yang terletak di dekat tempat tinggal Bani Lihyan.

Amaj adalah sebuah desa yang banyak ditumbuhi tumbuhan dan pohon kurma. Desa ini terletak di tepi Sayah, yaitu lembah yang besar. Penduduk yang tinggal di sana adalah Bani Khuza'ah.

<sup>281</sup> Kura' al-Ghamim adalah suatu daerah yang terletak di antara Rabigh dan Juhfah.

- <sup>282</sup> Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dalam as-Siirah (III/956-957 Ibnu Hisyam), dia berkata: dari 'Ashim bin 'Umar bin Qatadah dan 'Abdullah bin Abu Bakar, dari 'Abdullah bin Ka'ab bin Malik dalam cerita yang panjang.
  Saya menilai: "Sanadnya dha'if."
- <sup>283</sup> Al-Hafizh berkata dalam Fathul Baari (VII/460): "Dzi Qarad, Dzi Qurud atau Dzi Qurad. Al-Hazami berkata: 'Pendapat pertama (Dzi Qarad) adalah ketetapan ahli hadits, sedangkan Dzi Qurud adalah ketetapan ahli bahasa.' Dzi Qurud adalah mata air yang berjarak sejauh satu barid

(16 mil) dari negeri Ghathafan. Ada yang mengatakan: 'Sejauh sehari perjalanan.'"

<sup>284</sup> Liqaah adalah unta yang penuh kantung susunya karena akan segera melahirkan atau sedang hamil. Bentuk tunggalnya ialah *liq-hah* atau *laq-hah*. Al-laquh berarti yang banyak air susunya.

- <sup>285</sup> Al-Ghaabah adalah tempat yang banyak ditumbuhi pohon *utsul* dan *tharfa* yang rindang. Daerah ini terletak di barat laut Gunung Uhud.
- <sup>286</sup> Pada naskah "¬" dan "۶" tertulis: "نذر". Maksudnya adalah mengetahui perbuatan mereka.

<sup>287</sup> Tidak tercantum di dalam kitab asli, tetapi merupakan tambahan yang diperlukan untuk meluruskan redaksi dan sebagai koreksi, yang diambil dari referensi *takbrii* dan kitab-kitab sirah.

Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq, dengan redaksi ini, di dalam as-Siirah (III/958-962 – Ibnu Hisyam) dengan sanad dha'if. Adapun hadits al-liqaah berasal dari al-Bukhari dalam Shahiih-nya (no. 4194) dan Muslim dalam Shahiih-nya (no. 1806) dari hadits Yazid bin Abu 'Ubaid dari Salamah 255

dengan sempurna dan panjang lebar.

<sup>290</sup> Diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shahiih*-nya (no. 1807) dari hadits Iyyas bin Salamah bin al-Akwa',

dari ayahnya.

<sup>291</sup> Al-Hafizh berkata dalam Fathul Baari (VII/430): "Mushthaliq adalah julukan. Nama aslinya Judzaimah bin Sa'ad bin 'Amr bin Rabi'ah bin Haritsah, sebuah kabilah dari Bani Khuza'ah ... Sedangkan muraisi'adalah nama mata air milik Bani Khuza'ah yang jaraknya dari al-Far'u kira-kira satu hari perjalanan.

<sup>292</sup> Pada naskah "¬" dan "e" tertulis: "<sub>></sub>".

<sup>293</sup> Dia menyebutkannya tanpa sanad dalam *as-Siirah* (III/966 – Ibnu Hisyam).

<sup>294</sup> Dikatakan Ibnu Hisyam dalam catatan kaki terdahulu.

<sup>295</sup> Ketika mereka sedang lalai.

- <sup>296</sup> Sebagaimana tercantum di dalam Shahiihul Bukhari (no. 2541) dan Shahiih Muslim (no. 1730) dari hadits 'Abdullah bin 'Umar
- Dikatakan oleh Ibnu Hisyam dalam as-Siirah (III/970) tanpa sanad. Telah dijelaskan bahwasanya ini adalah slogan kaum Muslimin pada sejumlah peperangan, bahkan mungkin pada sebagian besarnya. Wallaahu a'lam. (Maksudnya: mereka berharap agar Allah mematikan/membinasakan musuhnya, berasal dari kata: Amaata – Yumiitu – Imaatah, artinya mematikan, <sup>ed</sup>).

<sup>298</sup> Pada sebagian referensi sirah tertulis "ييد". Lafazh inilah yang lebih tepat karena tidak dikenal adanya raja (Malik) di kalangan Bani Khuza'ah.

Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dalam as-Siirah (III/970-971 – Ibnu Hisyam) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh Abu Dawud (IV/22/3931); Ahmad (VI/277); Ibnul Jarud dalam al-Muntaqaa (III/39-40/705); ath-Thahawi dalam Syarh Ma'aanil Aatsaar (III/21) dan Musykilul Aatsaar (XII/194-195/4748); ath-Thabari dalam Taariikhul Umam wal Muluuk (III/66); Abu Ya'la dalam Musnad-nya (VIII/373/4963); Ishaq bin Rahawaih dalam Musnad-nya (no. 725) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam Shahiih-nya (IX/361-363/4054, 4055 – Ihsaan); ath-Thabrani dalam al-Mu'jamul Kabiir (24/49/159); Abu Nu'aim al-Ashbahani dalam Ma'rifatush Shahaabah (VI/3230/7439); al-Hakim (IV/26) dan al-Baihaqi meriwayatkan darinya dalam al-Kubraa (IX/74-75), begitu juga Ibnul Atsir dalam Usudul Ghaabah (VI/56-57); telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Ja'far bin az-Zubair, dari 'Urwah, dari 'Aisyah.

Saya berkomentar: "Sanad hadits ini hasan. Ibnu Ishaq menjelaskan dengan tahdits seperti yang Anda ketahui." Guru kami, al-Imam al-Albani ﷺ, berkata dalam Shahiih Mawaariduz Zham'aan (no. 1020): "Sanad hadits ini hasan."

300 Pada naskah "¬" dan "۶" tertulis: "مُعْتَذِرًا".

Jiriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Shahiih-nya (no. 4900) dan Muslim dalam Shahiih-nya (no. 2772) dari hadits Zaid bin Argam .

Al-Hafizh berkata dalam Fat-hul Baari (VIII/646): "Di dalam hadits terdapat pembolehan menyampaikan sesuatu yang tidak boleh dibicarakan. Yang demikian tidak terhitung sebagai namimah (mengadu domba) yang tercela, kecuali apabila tujuannya untuk merusak. Adapun jika di dalamnya terdapat kemaslahatan yang lebih banyak dibandingkan dengan kerusakannya, maka hal itu tidak mengapa."

302 Al-Imam al-Bukhari berkata dalam Shahiih-nya (VII/431 - al-Fat-h): "Bab Kisah al-Ifki. Kata al-Ifk (secara bahasa) sama dengan kata an-najis dan an-najas, (yaitu boleh dibaca al-Ifk dan al-Afak). Boleh dibaca: ifkuhum atau afakahum atau afkuhum (Maksudnya, kata al-ifk dalam firman Allah pada surat Al-Ahqaaf ayat 28, boleh dibaca dengan ketiga qira-at tersebut-ed). Orang yang membacanya dengan afakahum mengartikannya dengan 'memalingkan mereka' dari iman dan kedustaan, sebagaimana firman Allah 😂:

﴿ يُؤْفِكُ عَنْهُ مَنْ أَفِكَ ۞ ﴾

"Dipalingkan darinya (Rasul dan al-Qur-an) orang yang dipalingkan." (QS. Adz-Dzaariyaat: 9)

Maksudnya, dipalingkan darinya orang-orang yang dipalingkan Allah 👺 .

303 Tambahan dari naskah ", ".".

304 Al-Hafizh berkata: "Al-haudaj berarti sebuah tempat berkubah yang ditutupi kain atau benda lainnya, lalu diletakkan di atas unta tunggangan kaum wanita agar dapat menutupi tubuhnya."

305 Pada naskah "ح" dan "س" tertulis: "يَتْرَحَّلُوْا".

306 Al-Hafizh berkata: "Iqd berarti kalung yang dilingkarkan pada leher sebagai hiasan."

307 Pada naskah "ح" dan "e" tertulis: "أُخْلِكَمْ".

308 Yaitu, perkataan: "Innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun."

309 Namanya adalah Shafwan as-Sulami adz-Dzakwani. Ia turut serta dalam Perang Khandaq dan perang-perang sesudahnya pada masa Rasulullah . Ia juga ikut serta dalam penaklukan Damaskus dan mati syahid di Armenia pada tahun 19 H.

310 Singgahnya musafir pada akhir malam untuk tidur dan beristirahat.

311 Diriwayatkan oleh Abu Dawud (II/330/2459), Ahmad (III/80, 84-85), ath-Thahawi dalam Musykilul Aatsaar (V/286-287/2044), 'Abdullah bin Ahmad dalam Zawaa-idul Musnad (III/80), Ibnu Sa'ad dalam ath-Thabaqaatul Kubraa (V/157, terbitan Mishr), dan Abu Ya'la dalam Musnad-nya (II/308/1037, 398/1174). Ibnu Hibban meriwayatkan darinya dalam Shahiih-nya (IV/354-355/1488) – Ihsaan) dan Ibnu 'Asakir dalam Taariikh Dimasq (26/113-114). Demikian pula oleh al-Bazzar dalam Musnad-nya sebagaimana di dalam Fat-hul Baari (VIII/462), al-Hakim (I/436), al-Baihaqi (IV/303), dan yang lainnya dari jalur al-A'masy... Abu Shalih meriwayatkan kepada kami dari Abu Sa'id, dia berkata: "Isteri Shafwan bin al-Mu'aththal datang kepada Nabi ِ ketika kami berada di sisi beliau, lalu ia berkata: 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya suamiku, Shafwan bin al-Mu'aththal, memukulku jika aku shalat; menyuruhku berbuka jika aku berpuasa; dan tidak mau shalat Shubuh, kecuali setelah matahari terbit-perawi menambahkan: 'Pada waktu itu, Shafwan berada di sebelahnya.' Nabi pun bertanya kepadanya: '....' (Shafwan berkata), '... Mengenai ucapannya yang menyatakan bahwa aku tidak shalat sebelum matahari terbit, sesungguhnya kami adalah keluarga yang telah dikenal seperti itu, sebab kami nyaris tak mampu bangun hingga setelah terbitnya matahari ...." (Al-Hadits) Al-Hakim berkata: "Hadits ini shahih sesuai dengan syarat Syaikhani (al-Bukhari dan Muslim)." Penilaian ini juga telah disepakati oleh adz-Dzahabi.

Guru kami, al-Albani ﷺ, menyepakati mereka berdua di dalam *Irwaa-ul Ghaliil* (VII/65) dan ash-Shahiihah (I/752).

Al-Hafizh berkata dalam al-Ishaabah (II/191): "Sanadnya shahih."

Al-Hafizh juga berkata dalam Fat-hul Baari (VIII/462):

"Al-Bazzar berkata: 'Perkataan di dalam hadits ini munkar, mungkin al-A'masy mengambilnya dari perawi yang tidak tsiqah, lalu ia melakukan tadlis. Dengan kata lain, secara lahiriah sanadnya memang shahih, namun menurutku hadits ini tidak ada asalnya.' Sampai di sini perkataannya. Pencacatan al-Bazzar dengan alasan tersebut tidak kuat, karena Ibnu Sa'ad telah menjelaskan di dalam riwayatnya dengan tahdits antara al-A'masy dan Abu Shalih, bahkan para perawinya termasuk perawi kitab ash-Shahiih. Setelah Abu Dawud meriwayatkannya, dia berkata: 'Diriwayatkan oleh Hammad bin Salamah dari Humaid [atau] dari Tsabit, dari Abul Mutawakkil, dari Nabi 🍇 Ini mutaaba'ah (hadits pendukung) yang sangat baik, yang mengisyaratkan bahwasanya hadits ini ada asalnya, maka kelirulah orang yang menganggap jalur kedua ini sebagai 'illah bagi jalur pertama.' Adapun maksud pengingkaran al-Bazzar terhadap matannya dikarenakan hadits tersebut bertentangan dengan hadits yang akan disebutkan berikutnya [riwayat al-Bukhari (no. 4757)] ... yakni dari 'Aisyah tentang kisah al-Ifki, dia berkata: "Maka sampailah berita itu kepadanya, yaitu Shafwan bin al-Mu'aththal, hingga ia berkata: 'Subhanallah! Demi Allah, aku tidak pernah menyingkap pakaian (al-kanaf) seorang wanita.' Maksudnya: 'Aku tidak pernah menyetubuhinya.' Al-kanaf, dengan dua fat-bab, berarti pakaian yang menutupi .... Penggabungan antara hadits ini dan hadits Abu Sa'id ialah seperti yang disebutkan al-Qurthubi: 'Yang dimaksud dengan perkataannya: 'Aku tidak pernah menyingkap pakaian seorang wanita,' adalah berzina.'"

Aku katakan, hal ini perlu ditinjau ulang. Sebab, di dalam riwayat Sa'id bin Abu Hilal dari Hisyam bin 'Urwah tentang kisah al-Ifki disebutkan bahwasanya laki-laki yang dibicarakan itu berkata ketika mengetahuinya: 'Demi Allah, Aku tidak pernah menyentuh wanita sekalipun halal maupun haram.' Yang pasti ialah, bahwa penafian yang diutarakan itu muncul sebelum terjadinya kisah ini, sehingga tidak menghalanginya untuk menikah setelah terjadinya kisah ini. Inilah penggabungan

yang tidak perlu disanggah."

Al-Hafizh kembali berkata dalam al-Ishaabah: "Masalah ini telah diperbincangkan oleh al-Bukhari dahulu. Beliau memang condong kepada pelemahan hadits Abu Sa'id, tetapi masih mungkin dijawab: 'Sesungguhnya ia menikah sesudah itu.'"

Masalah ini juga diutarakan oleh al-Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah dalam Tahdziibus Sunan (III/336), dia berkata: "Hal ini perlu dikoreksi kembali, sebab mungkin saja ia menikah setelah itu. Wallaahu a'lam."

312 Pada naskah "عَ " tertulis: "حَقَّى قَدِمَ بِهَا".

313 Riwayat al-Bukhari dalam Shahiih-nya (no. 4141) dan Muslim dalam Shahiih-nya (no. 2770).

<sup>314</sup> Terhadap tuduhan yang dilontarkan ahli ifki, sebagaimana pada naskah "<sub>7</sub>" dan "è".

315 Yaitu, menolongku.

316 Tambahan dari naskah "¬" dan ">". 317 Telah diterangkan sebelumnya.

318 Silakan lihat perkataan al-Hafizh dalam Fat-hul Baari (VIII/471-472).

<sup>319</sup> Al-Hafizh berkata dalam Fat-hul Baari (VII/430): "Demikianlah yang disebutkan oleh al-Bukhari, tetapi sepertinya salah tulis. Ia ingin menulis tahun kelima, namun yang tertulis tahun keempat. Sementara itu, yang tercantum di dalam al-Maghaazi karya Musa bin 'Uqbah dari beberapa jalur yang diriwayatkan oleh al-Hakim, Abu Sa'id an-Naisaburi, al-Baihaqi dalam Fat-hul Baari dan yang lainnya adalah: 'Tahun kelima."

320 Menandingi dan menyaingiku dengan kecantikan dan kedudukannya di sisi Rasulullah.

<sup>321</sup> Pada naskah "<sub>7</sub>" dan "<sub>7</sub>" tertulis: "کان". Di dalam *as Siirah* (III/966 – Ibnu Hisyam).

323 Lihat kitab as-Siirah (III/975 - Ibnu Hisyam).

324 Di dalam Jawamii'us Siirah an-Nabawiyyah (hlm. 163).

<sup>325</sup> Di dalam catatan kaki "w" tertulis: "Sampai di sini pencocokan dengan naskah asli penulis."

Tambahan dari naskah "z" dan "z".

Semua pendapat ini terdapat di dalam *ash-Shahiihain* dalam beberapa riwayat. Silakan lihat kitab . "Shahiihul Bukhari (no. 415-4155, 4157, 4158), Kitab "al-Maghaazi", Bab "Ghazwatul Hubaibiyah" dan kitab Shahiih Muslim (no. 1856, 1857), Bab "Istihbaab Mubaaya'atil Imaamil Jaisy 'inda Iraadatil Qitaal" dan "Bayaan Bai'atur Ridhwaan tahtasy Syajarah".

328 Tidak ada seorang pun yang menyetujui perkataan Íbnu Ishaq dalam hal ini.

Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata dalam Zaadul Ma'aad (III/288): "Yang melakukan kesalahan besar adalah orang yang berkata: 'Mereka berjumlah 700 orang.' Alasannya, pada hari itu mereka menyembelih tujuh puluh unta, sedangkan satu ekornya biasanya cukup untuk tujuh atau sepuluh orang. Namun, riwayat ini tidak bisa dijadikan dalil oleh orang-orang yang berpendapat demikian. Sebab, telah ditegaskan bahwa seekor unta ketika umrah tersebut hanya cukup untuk tujuh orang. Kalaulah jumlah seluruhnya sebanyak 70 unta, maka jumlah mereka akan menjadi 490 orang. Selain itu, perawi telah menerangkan di dalam hadits yang lengkap: 'Mereka berjumlah seribu empat ratus orang."

Silakan lihat kitab al-Bidaayah wan Nihaayah karya Penulis (VI/224).

329 Hudaibiyah adalah sebuah sumur yang jaraknya 9 mil dari Makkah menuju Madinah al-Munawwarah. Dengan nama sumur itulah daerah itu diberi nama.

<sup>330</sup> Pada naskah "<sub>7</sub>" dan "<sub>5</sub>" tertulis: "يَضِيَّهُ". Keduanya benar, bukan salah cetak atau salah salin. <sup>331</sup> Shahiihul Bukhari (no. 2731, 2732) di dalam hadits panjang tentang kisah Hudaibiyah.

332 Disebutkan di dalam al-Bidaayah wan Nihaayah (I/282): "Al-Julban berarti sesuatu yang berbentuk seperti kantung kulit yang digunakan untuk meletakkan pedang yang tersarung; dapat juga bermakna tempat pengembara meletakkan cambuk atau alat-alatnya, yang biasanya diletakkan di belakang atau di tengah tunggangannya.

333 Syarat-syarat ini disebutkan al-Bukhari dalam *Shahiih*-nya (no. 2698) dan Muslim dalam *Shahiih*-nya

(no. 1783).

<sup>334</sup> Tambahan dari naskah "~" dan "~". <sup>335</sup> Al-Hafizh berkata dalam *Fat-hul Baari* (V/342-343): "Perkataannya: Suhail bin 'Amr berkata: 'Mari, tulislah antara kami dan kalian sebuah perjanjian.' Di dalam riwayat Ibnu Ishaq: 'Ketika Suhail bin 'Amr telah bertemu dengan Nabi 🍇 terjadilah antara mereka dialog hingga terciptalah perdamaian untuk melakukan gencatan senjata selama sepuluh tahun, yakni agar manusia saling menjaga keamanan dan beliau harus kembali lagi (ke Madinah) pada tahun ini.

## (Catatan):

Batasan waktu perdamaian yang disebutkan Ibnu Ishaq inilah yang menjadi patokan, sebagaimana yang ditegaskan oleh Ibnu Sa'ad dan diriwayatkan oleh al-Hakim dari hadits 'Ali . Disebutkan juga dalam al-Maghaazi karya Ibnu 'A-idz di dalam hadits Ibnu 'Abbas dan lainnya, bahwasanya batasan perjanjian itu adalah dua tahun, seperti yang ditetapkan Musa bin 'Uqbah. Penggabungan antara kedua riwayat itu sebagai berikut: "Yang dikatakan Ibnu Ishaq adalah batas waktu perjanjian perdamaian antara mereka, sedangkan yang disebutkan Ibnu 'A-idz dan yang lainnya adalah waktu berakhirnya perjanjian tersebut; yaitu ketika orang Quraisy melanggarnya, sebagaimana yang dijelaskan pada perang penaklukan kota Makkah dari al-Maghaazi.

Adapun yang tertulis dalam al-Kaamil karya Ibnu 'Adi, al-Mustadrak karya al-Hakim, dan al-Ausath karya ath-Thabrani dari hadits Ibnu 'Umar, yaitu bahwasanya waktu perjanjian tersebut selama empat tahun, sanadnya dha'if dan matannya munkar (hadits yang hanya diriwayatkan oleh seorang perawi yang dha'if dan menyelisihi para perawi yang tsiqah<sup>ed</sup>) sehingga menyelisihi hadits

shahih.

Penulis (Penulis is berkata dalam Tafsiirul Qur-aan al-'Azhiim (VII/435): "Penandatanganan perdamaian itu disebut kemenangan, karena mengandung kemaslahatan dan dampak positif di kemudian hari. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dan yang lainnya, bahwasanya ia berkata: 'Kalian menganggap kemenangan itu terjadi pada saat penaklukan kota Makkah, namun kami memandang bahwa kemenangan itu terjadi ketika Penandatanganan Perjanjian Hudaibiyah."

Saya berkomentar: "Saya belum mendapatkan *atsar* Ibnu Mas'ud 🚁 tersebut, meskipun telah

melakukan penelitian yang lama. Falillaahil musta'aan."

Akan tetapi, al-Bukhari meriwayatkan dalam Shahiib-nya (no. 4150) dari al-Bara' bin 'Azib , bahwasanya ia berkata: "Kalian menganggap bahwa penaklukan kota Makkah merupakan kemenangan. Memang, penaklukan kota Makkah merupakan kemenangan. (Akan tetapi), kami menganggap bahwa kemenangan adalah peristiwa Bai'at Ridhwan pada hari kesepakatan Hudaibiyah." (Al-Hadits)

Al-Bukhari meriwayatkan juga dalam kitabnya (no. 4172, 4834) dari Anas bin Malik منت , bahwasanya maksud ayat berikut ini: { إِنَّا قَتَحُنَّا لَكَ فَتُحًا مُبِينًا } "Sesungguhnya Kami telah memberikan

kepadamu kemenangan yang nyata." (QS. Al-Fat-h: 1) adalah Hudaibiyah.

Diriwayatkan oleh ath-Thabari dalam Jaami'ul Bayaan (26/44): Muhammad bin al-Mutsanna meriwayatkan kepada kami; Yahya bin Hammad meriwayatkan kepada kami; Abu 'Awanah meriwayatkan kepada kami dari al-A'masy, dari Abu Sufyan, dari Jabir bin 'Abdullah 😅, ia berkata: "Kami menganggap penaklukan kota Makkah itu tak terjadi melainkan pada hari Perjanjian Hudaibiyah."

Saya menilai: "Sanad hadits ini shahih sesuai dengan syarat Muslim."

Diriwayatkan juga dari jalur lain dengan sanad hasan, dari al-A'masy, dengan lafazh: "Kami tidak memandang kemenangan selain pada hari Hudaibiyah."

337 Penulis 🎎 mengisyaratkan ayat di dalam surat Al-Mumtahanah, yaitu firman Allah:

"Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, . . . Dan Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana." (QS. Al-Mumtahanah: 10).

338 Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata dalam Zaadul Ma'aad (III/300): "Ketika beliau kembali ke Madinah, wanita-wanita Mukminah mendatanginya, di antara mereka terdapat Ummu Kaltsum binti 'Uqbah bin Abu Mu'ith. Keluarganya pun datang dan menanyakan tentang Ummu Kaltsum kepada Nabi ﷺ berkenaan syarat yang disepakati tersebut. Kemudian, Rasulullah tidak mengembalikannya kepada mereka, sebab Allah 👺 melarang beliau melakukan hal itu.

Ada yang mengatakan: "Ini merupakan penghapus syarat berkenaan dengan kaum wanita." Ada yang berpendapat: "Ini adalah pengkhususan as-Sunnah dengan al-Qur-an yang sangat jarang

ditemui.

Ada yang menyebutkan: "Syarat dalam perjanjian hanya berlaku bagi kaum pria. Sebaliknya, kaum musyrikin ingin menyamaratakannya untuk kedua jenis kelamin, tetapi Allah 🕮 tidak menghendakinya."

339 Di dalam al-Bidaayah wan Nihaayah (II/399): "As-samur adalah nama salah satu jenis pohon thalah. Bentuk tunggalnya ialah samurah."

<sup>340</sup> Diriwayatkan oleh Muslim dalam Shahiih-nya (no. 1856, 69) dari hadits Jabir bin 'Abdullah 👛 .

341 Muslim di dalam Shahiih-nya (no. 1807).

<sup>342</sup> Pada naskah "<sub>7</sub>" tertulis: "إِحَنْىٰ يَدَيُهُ".
 <sup>343</sup> Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Shahiih-nya (no. 3698) dari hadits Ibnu 'Umar.

344 Diriwayatkan oleh Muslim dalam Shahiib-nya (no. 2496) dari hadits Ummu Mubasysyir 🙇 dan (no. 2495) dari hadits Jabir bin 'Abdullah 👛 .

<sup>345</sup> Telah disebutkan bahwasanya hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dengan redaksi yang panjang (no. 2731, 2732).

346 Ar-Raudhul Unuf (IV/55).

347 Keterangan Tambahan:

Guru kami, al-Imam al-Albani & berkata dalam Tahriimu Aalatuth Tharb (hlm. 137-139): "Waiib bagimu, wahai Muslim, berkeyakinan bahwasanya pada setiap yang disyari'atkan Allah atas para hamba-Nya, seperti perintah, larangan, dan pembolehan, pasti terdapat hikmah di dalamnya. Bahkan, terdapat hikmah yang agung; yang hanya diketahui oleh orang yang mau merenungi dan tidak disadari oleh orang yang tidak mau mengetahui; yang tampak jelas bagi sebagian mereka dan tersamar bagi yang lain. Oleh karena itu, wajib bagi setiap Muslim yang benar-benar beriman untuk bersegera mentaati Allah, tidak boleh menunda-nundanya hingga jelas baginya hikmah. Sungguh, perbuatan itu termasuk hal yang dapat menafikan iman, sedangkan iman merupakan penyerahan diri yang mutlak kepada Allah Yang Mahabijaksana."

Oleh sebab itu, Allah 👺 berfirman di dalam al-Our-an:

"Maka demi Rabb, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya." (QS. An-Nisaa': 65). Berlandaskan keyakinan inilah generasi Salafush Shalih hidup. Alhasil, Allah memuliakan mereka, menaklukkan berbagai negeri untuk mereka, dan meluluhkan hati para hamba-Nya. Sungguh, tidak akan menjadi baik golongan terakhir ummat ini selain dengan apa yang telah membuat baik golongan pertamanya. Abu Bakar ash-Shiddiq 🚎 adalah teladan terdepan dan merupakan contoh shalih bagi yang lain dalam hal ini. Sebagai buktinya adalah sifat beliau yang agung pada kisah Hudaibiyah yang diriwayatkan oleh Sahl bin Hunaif ے , ia berkata: "Wahai manusia, curigailah diri kalian. Dahulu, pada saat bersama Nabi 整 pada hari Hudaibiyah, kami selalu siap bertempur jika menghadapi peperangan, yaitu ketika terjadi perjanjian antara Rasulullah a dengan orangorang musyrik. Setelah itu, 'Umar bin al-Khaththab pergi mendatangi Rasulullah a dan bertanya: 'Wahai Rasulullah, bukankah kita di atas kebenaran dan mereka di atas kesesatan?' Beliau menjawab: 'Benar.' 'Umar bertanya lagi: 'Bukankah yang gugur dari kita berada di Surga dan yang gugur dari mereka berada di Neraka?' Beliau menjawab: 'Benar.' Ia pun berkata: 'Mengapa kita harus memberikan toleransi atas agama kita. Mengapa pula kita kembali pulang sementara Allah belum memutuskan antara kita dan mereka?' Beliau berkata: 'Wahai Ibnul Khaththab, sesungguhnya aku adalah Rasulullah. Allah tidak akan menyia-nyiakanku selamanya."

Perawi berkata: "Maka 'Umar pun pergi-dengan penuh kekesalan-lalu mendatangi Abu Bakar dan bertanya: 'Wahai Abu Bakar, bukankah kita di atas kebenaran dan mereka di atas kesesatan?' Ia menjawab: 'Benar.' 'Umar bertanya lagi: 'Bukankah yang gugur dari kita berada di Surga dan yang gugur dari mereka berada di Neraka?' Ia menjawab: 'Benar.' 'Umar berkata: 'Mengapa kita harus memberikan toleransi atas agama kita. Mengapa pula kita kembali pulang sementara Allah belum memutuskan antara kita dan mereka?' Abu Bakar pun berkata: "Wahai Ibnul Khaththab, sesungguhnya beliau adalah Rasulullah. Allah tidak akan menyia-nyiakannya selamanya."

Perawi berkata: "Kemudian, turunlah al-Qur-an kepada Rasulullah 🌉 dengan berita penaklukan kota Makkah. Sesudah itu, diutuslah seseorang kepada 'Umar, lalu orang itu membacakan ayat tersebut kepadanya, hingga 'Umar bertanya: 'Wahai Rasulullah, apakah ini merupakan pertanda kemenangan?' Beliau berkata: 'Ya.' Mendengar jawaban itu, 'Umar pun merasa gembira dan mau kembali (ke Madinah)."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari (3182 - al-Fat-h) dan Muslim (V/175-176). Redaksi ini milik Muslim. Diriwayatkan juga oleh Ahmad (III/486), serta di dalam riwayat keduanya dari Abu Bakar: 'Wahai manusia, curigailah akal kalian ...." Diriwayatkan pula oleh Sa'id bin Abi Manshur (III/2/374) dan Ibnu Abi Syaibah (XV/299).

Al-Hafizh (XIII/288) berkata: "Seolah-olah ia berkata: 'Curigailah akal kalian jika ia bertentangan dengan as-Sunnah, sebagaimana yang terjadi pada kami ketika Rasulullah memerintahkan bertahallul, sedangkan kami menginginkan terus berihram dan kami ingin berperang untuk menyempurnakan manasik dan mengalahkan musuh. Pada saat itu, tersamarlah bagi kami apa yang tampak bagi Nabi 🍇, yakni tentang hal yang akan terjadi kemudian.' Permisalan paling bagus yang terdapat dalam sirah Sahabat Rasulullah 🌉, yang menunjukkan ketaatan mereka terhadap beliau, walaupun hal itu bertentangan dengan hawa nafsu atau maslahat pribadi mereka, adalah perkataan Zhuhair bin Rafi' berikut ini: "Rasulullah melarang kami dari perkara yang dahulu bermanfaat bagi kami. Sungguh, taat kepada Allah dan Rasul-Nya ternyata lebih bermanfaat bagi kami. Beliau melarang kami dari muhaqalah, menyewakan sepertiga atau seperempat lahan pertanian, dan menyantap jenis makanan tertentu."

Diriwayatkan oleh Muslim dan selainnya dan dikeluarkan di dalam Irwaa-ul Ghaliil (V/299). Ketaatan ini mengingatkanku pada ketundukan yang membuat para jin yang beriman merasa takjub, yakni ketika mereka mendatangi Nabi & dan mendengar bacaan al-Our-an pada saat beliau sedang shalat Fajar, seperti yang diisyaratkan pada awal surat al-Jin:

"Katakanlah, (hai Muhammad): "Telah diwahyukan kepadaku bahwasanya sekumpulan jin telah mendengarkan (al-Qur-an), lalu mereka berkata: 'Sesungguhnya kami telah mendengarkan al-Qur-an yang menakjubkan, (yang) memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya. Dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seorang pun dengan Rabb kami." (OS. Al-Jinn: 1-2) Para jin pun melihat pada Sahabat Nabi 🌉 shalat sebagaimana beliau shalat, ruku' ketika beliau ruku', dan sujud ketika beliau sujud.

Ibnu 'Abbas 📸 berkata: "Para jin takjub dengan ketaatan para Sahabat kepada Rasulullah."

Diriwayatkan oleh Ahmad (I/270) dan selainnya dengan sanad shahih.

Maksudnya, ketaatan ini wajib ada pada setiap Muslim secara lahir maupun batin, baik hal itu sesuai dengan hawa nafsunya atau bertentangan dengannya. Sebagai konsekuensi hal itu, hendaklah seseorang tidak menjadikan tandingan bagi Allah dan hukum syari'at-Nya, serta tidak mengqiyaskan irama (lantunan aya suci al-Qur-an) yang keluar dari manusia dengan suara kicauan burung ... (hingga akhir)."

348 Telah dijelaskan takhrij-nya.

 Tambahan dari naskah "¬" dan "ɛ".
 Seperti halnya di dalam al-Bidaayah wan Nihaayah (IV/512). Dari jalurnya diriwayatkan oleh ath-Thabari dalam Taariikhul Umam wal Muluuk (I/2/253): Rauh bin 'Ubadah meriwayatkan kepada kami; Zakaria bin Ishaq meriwayatkan kepada kami dari 'Amr bin Dinar, dia berkata: "Orang pertama yang melakukan penanggalan kitab-kitab adalah Ya'la bin 'Umayyah di Yaman ...." Al-Hafizh berkata dalam Fat-hul Baari (VII/268): "Diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal secara shahih, tetapi sanadnya terputus antara 'Amr bin Dinar dan Ya'la."

"س" Yang ada di dalam tanda kurung tidak tercantum pada naskah "س". 352 Ibnu Hisyam menyebutkannya dalam as-Siirah (III/1000) tanpa sanad.

Saya berkomentar: "Yang benar adalah Siba' bin 'Arafathah yang menjadi pemimpin setelahnya. Silakan lihat kitab Zaadul Ma'aad (IV/317) sebab di dalamnya terdapat tahqiq dan karena kitab ini sangat bermanfaat."

353 Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shahiih*-nya (no. 371) dan Muslim dalam *Shahiih*-nya (III/1043-1044, 1045-1046) dari hadits Anas 👛 .

354 Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Shahiih-nya (no. 3169) dari hadits Abu Hurairah, bahwasanya

tidak disebutkan di dalamnya: "Ia membalas atau memaafkannya." Muslim dalam *Shahiih*-nya (no. 2190) dari hadits Anas menyebutkan bahwa mereka bertanya: "Tidakkah engkau ingin membalas

perbuatannya?" Beliau menjawab: "Tidak."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Sunan-nya (no. 4511, 4512) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam Dalaa-ilun Nubuwwah (IV/262), serta oleh ad-Darimi dalam Musnad-nya (I/471/71) dari jalur Khalid al-Hadza' dan Ja'far bin 'Aun, keduanya dari Muhammad bin 'Amr, dari Abu Salamah bin 'Abdurrahman secara mursal. Sanad hadits ini mursal shahih.

Al-Hakim meriwayatkannya secara maushul dalam al-Mustadrak (III/219) dengan sanad shahih dari Hammad bin Salamah, dari Muhammad bin 'Amr, dari Abu Salamah dari Abu Hurairah secara maushul. Al-Hakim berkata: "Hadits ini shahih, sesuai dengan syarat Muslim, namun al-Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya." Penilaiannya disepakati oleh adz-Dzahabi.

Saya berkomentar: "Mereka berdua keliru. Imam Muslim tidak mengeluarkan Muhammad bin 'Amr pada riwayat asal, tetapi pada riwayat *mutaba'ah*. Hadits ini hasan, bukan shahih, berdasarkan

komentar yang ma'ruf tentang Muhammad bin 'Amr."

Al-Qadhi al-'Iyadh berkata, sebagaimana dalam *Syarh Muslim* karya an-Nawawi (XIV/179): "Cara penggabungan beberapa riwayat dan berbagai pendapat yang tepat adalah: beliau tidak menghukum wanita itu ketika racunnya diketahui, sebagaimana terlihat pada anjuran yang diajukan kepada Nabi: 'Hukumlah dia,' tetapi beliau menyanggah: 'Tidak.' Namun tatkala Bisyr bin al-Bara' meninggal karena racun yang dibubuhkan wanita itu, beliau pun menyerahkan wanita itu kepada keluarga Bisyr, hingga kemudian mereka membunuhnya sebagai qishash. Jadi, pendapat mereka (para ulama) benar adanya, yakni beliau tidak membunuhnya ketika itu. Perkataan mereka yang lainnya juga benar, yaitu bahwasanya beliau membunuhnya setelah kejadian itu. *Wallaahu a'lam*."

Saya berkata: "Silakan lihat kitab Ikmaalul Mu'allim (VII/94) karya al-Qadhi al-'Iyadh dan an-

Nawawi ili dengan sedikit perubahan redaksi."

Al-Baihaqi berkata dalam *Dalaa-ilun Nubuwwah* (IV/262): "Kemungkinannya ialah Nabi tidak membunuhnya pada kejadian pertama. Ketika Bisyr bin al-Bara' meninggal, barulah beliau memerintahkan untuk membunuhnya."

Al-Hafizh berkata dalam Fat-hul Baari (VII/47): "Oleh karena itu, as-Suhaili menjawab dan menambahkan: 'Rasulullah pergi meninggalkan wanita itu karena tidak mau membalas perbuatan, tetapi kemudian beliau membunuhnya sebagai qishash bagi Bisyr.' Aku berkomentar: 'Mungkin juga Nabi tidak menghukumnya karena ia masuk Islam. Beliau menangguhkan hukuman terhadapnya hingga Bisyr meninggal. Dengan meninggalnya Bisyr (karena sebab racunnya) maka terpenuhilah syarat-syarat wajib qishash."

Silakan lihat kitab Zaadul Ma'aad (IV/336).

356 Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Shahiih-nya (no. 3136), namun terdapat perselisihan mengenai jumlah bilangannya.

357 Diriwayatkan oleh Ahmad (II/345-346) dengan sanad shahih sesuai dengan syarat al-Bukhari dan Muslim.

Al-Bukhari telah mengeluarkan dalam *Shahiih*-nya (no. 4233) dari hadits Abu Musa al-Asy'ari 😅 , ia berkata: "Kami datang kepada Rasulullah 🌉 setelah penaklukan Khaibar. Beliau membagi-bagikan *ghanimah* hanya kepada kami. Dengan kata lain, beliau tidak membagikannya kepada orang yang

tidak ikut perang penaklukan itu selain kami."

Sepintas lalu para pembaca pasti mengira terdapat pertentangan antara kedua pernyataan tersebut, namun sesungguhnya tidak ada pertentangan, alhamdulillaah. Al-Hafizh berkata (VII/489): "Penggabungan riwayat tersebut, yaitu hadits Abu Hurairah dan pembatasan (pengkhususan) yang disebutkan di dalam hadits Abu Musa, sebagai berikut: 'Maksud Abu Musa ialah tidak membagikan kepada seorang pun yang tidak mengikuti peperangan tanpa persetujuan salah seorang yang berhak menerima ghanimah, kecuali Ashabus Safinah. Adapun Abu Hurairah dan sahabat-sahabat yang lain, mereka tidak diberi ghanimah, kecuali yang diterima atas dasar kerelaan hati kaum Muslimin. Wallaahu a'lam."

Saya berkomentar: "Yang dia (al-Hafizh) మ్మ katakan itu benar, bahkan dikuatkan lagi oleh riwayat Ahmad: 'Rasulullah ﷺ berbicara kepada kaum Muslimin dan mereka mengikutsertakan kami ke dalam saham (bagian dari) mereka."

358 Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam al-Mu'jamul Kabiir (XXII/82/244) dan dishahihkan oleh

guru kami, al-Albani 💥 , dalam as-Silsilatush Shahiihah (VI/335) dengan jalur-jalur dan penguatpenguatnya.

359 Nama-nama mereka disebutkan oleh Ibnu Ishaq dalam as-Siirah (III/1013-1014 – Ibnu Hisyam).

<sup>360</sup> Di dalam Mu'iamul Buldaan (IV/238): "Fadak: Ibnu Duraid menjelaskan: '(Seseorang berkata): fadaktu al-qathna tafdiikan (aku menyisir kapas), yaitu jika aku menggarunya.' Fadak juga merupakan nama sebuah perkampungan di daerah Hijaz, yang jaraknya ke Madinah dua hari perjalanan. Menurut satu pendapat, tiga hari perjalanan."

361 Disebutkan oleh Ibnu Ishaq, yang semakna dengannya, dalam as-Siirah (III/1023 - Ibnu Hisyam) tanpa sanad.

362 Waadil Ouraa adalah nama sebuah lembah yang memiliki banyak perkampungan. Lembah ini terkenal dengan kesuburannya, pohon-pohonnya yang hijau, dan sumur-sumurnya. Orang Arab dan Yahudi mendiami daerah ini.

<sup>363</sup> Sahmu gharah artinya (anak panah) yang tidak diketahui siapa yang melemparkannya dan dari mana arah datangnya.

<sup>364</sup> Asv-svamlah berarti kain tebal yang biasa digunakan untuk selimut.

365 Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Shahiih-nya (no. 4234) dan Muslim dalam Shahiih-nya (no. 115) dari hadits Abu Hurairah 🗯 Namun, dalam riwayat Muslim tidak disebutkan nama pemuda itu. Al-Hafizh berkata dalam Fat-hul Baari (VII/489-490): "Di dalam hadits terdapat peringatan terhadap

besarnya dosa ghulul (mencuri harta rampasan perang)."

- 366 Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam Fat-bul Baari (VII/500): "Masih diperselisihkan mengapa dinamakan 'Umratul Qadha'. Menurut satu pendapat, yang dimaksud dari sebutan itu adalah al-maqaadlaat (keputusan-keputusan) yang terjadi antara kaum Muslimin dan musyrikin dalam perjanjian yang ditandatangani oleh mereka di Hudaibiyah. Dengan demikian, yang dimaksud dari al-Qadha' adalah pasal-pasal yang tercantum dalam perdamaian itu. Oleh karena itulah, ibadah ini dinamakan 'Umratul Qadhiyah .... Aku (Al-Hafzh Ibnu Hajar) menyimpulkan, jadi ada empat dari peristiwa itu: al-Qadha', al-Qadhiyyah, al-Qishash dan ash-Shulh."
  - Al-Hafizh berkata: "Ya'qub bin Sufyan meriwayatkan di dalam Taariikh-nya dengan sanad hasan dari Ibnu 'Umar, ia berkata: "Umratul Qadha' terjadi pada bulan Dzulqa'dah tahun ketujuh Hijriyah."
- 367 Silakan lihat riwayat al-Bukhari dalam Shahiih-nya (no. 2699) dan Muslim dalam Shahiih-nya (no. 1783) dari hadits al-Bara' bin 'Azib 👛 di dalam kisah ini.
- 368 Diriwayatkan oleh Muslim dalam Shahiih-nya (no. 1411) dari hadits Yazid bin al-Asham, ia berkata: "Maimunah binti al-Harits menceritakan kepadaku bahwasanya Rasulullah 🌉 menikahinya ketika tidak sedang berihram."

Yazid juga berkata: "Maimunah adalah bibiku dan bibi Ibnu 'Abbas."

Abu Dawud menambahkan (no. 1834): "(Pernikahan tersebut terjadi) di daerah bernama Sarif."

Sanad hadits ini pun shahih.

Sementara itu, hadits shahih dari Ibnu 'Abbas yang menyelisihinya dianggap sebagai kekeliruan dan kesalahan. Silakan lihat kitab Fat-hul Baari (IV/52) dan Tangiihut Tahqiiq (II/437-440), Zaadul

Ma'aad (IV/372-374), serta Irwaa-ul Ghaliil (IV/226-228).

369 Al-Bukhari berkata dalam Shahiih-nya (VII/510), Kitab "al-Maghaazi", Bab "Ghazwatul Mu-tah". Al-Hafizh berkata: "أَنْوُتَة" menurut mayoritas perawi dan yang ditegaskan oleh al-Mubarrid, kata tersebut boleh dibaca dengan men-dhammah-kan huruf mim dan men-sukun-kan huruf wau saja tapi tidak termasuk huruf hamzah sehingga dibaca Muutah (النبوقة); di antara mereka juga ada yang men-sukun-kan hamzahnya saja seperti yang ditegaskan Tsa'lab al-Jauhari dan Ibnul Faris sehingga dibaca Mu-tah (الْنَوْقَة); sedangkan penulis kitab al-Waa'i menyebutkan keduanya."

Ibnu Ishaq berkata: "Tempat ini terletak di dekat Balqa'." Namun yang lain berkata: "Tempat ini

berada sejauh dua *marhalah* dari Baitul Magdis."

<sup>370</sup> Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dalam *as-Siirah* (IV/1042 - Ibnu Hisyam) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh al-Baihagi dalam Dalaa-ilun Nubuwwah (IV/358-359): Muhammad bin Ja'far bin az-Zubair meriwayatkan kepadaku dari 'Urwah bin az-Zubair.

Saya menilai: "Sanad hadits ini mursal shahih."

Hadits ini memiliki penguat yaitu hadits 'Abdullah bin 'Umar 🗯 yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Shahiih-nya (no. 4261). Penguat yang lain (kedua) berasal dari hadits 'Abdullah bin Silakan lihat kitab al-Bidaayah wan Nihaayah (VI/415).

371 Diterangkan di dalam Mu'jamul Buldaan (V/153): "مَعَان (Ma'an), yakni dengan mem-fat-hab-kan (huruf mim) dan diakhiri dengan huruf nun, sedangkan para ahli hadits mengatakan dengan men-dhammah-kan huruf mim (مُعَان). Pendapat itulah yang dimaksudkan ahli bahasa, di antaranya al-Hasan bin 'Ali bin 'Isa Abu 'Ubaidilma'ni al-Azdi al-Ma'ani dari penduduk Ma'an di Balqa'. Al-Azhari berkata: Ma'an atau Mu'an adalah kota di tepi wilayah Syam ke arah Hijaz dari wilayah Balqa'."

372 Maksudnya, bermusyawarah untuk membicarakan urusan mereka. Perbuatan ini termasuk ibadah mulia yang dianjurkan di dalam syari at Yang Mahabijaksana, sebagaimana dalam firman-Nya:

"... sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka ...." (QS. Asy-Syuuraa: 38)

Disebutkan oleh Ibnu Ishaq dalam as-Siirah (IV/1042-1044 – Ibnu Hisyam). Penulis the menukil darinya dalam al-Bidaayah wan Nihaayah (VI/416) tanpa sanad.

374 Sebuah daerah di negeri Syam yang termasuk dalam wilayah Yordania.

375 Disebutkan oleh Ibnu Ishaq dalam as-Siirah (IV/1046). Penulis 2005 menukil darinya di dalam

al-Bidaayah wan Nihaayah (VI/419) tanpa sanad.

Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dalam as-Siirah (IV/1047 – Ibnu Hisyam) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 2573) serta oleh al-Baihaqi dalam Dalaa-ilun Nubuwwah (IV/363), dia berkata: Yahya bin 'Abbad bin 'Abdullah bin az-Zubair meriwayatkan kepadaku dari ayahnya, 'Abbad, dia berkata: ayahku karena persusuan—Ia berasal dari Bani Murrah bin 'Auf, sedang ketika itu berlangsung Perang Mu-tah—berkata: "...." Kemudian al-Baihaqi menyebutkannya.

Saya berkata: "Sanad hadits ini hasan. Dihasankan oleh al-Hafizh dalam Fat-hul Baari (VII/511)

dan guru kami, al-Albani من , dalam Shahiih Sunan Abu Dawud (no. 2243).

<sup>377</sup> Diriwayatkan oleh Ibnu Hisyam dalam as-Siirah (IV/1048), ia berkata: "Seorang yang paling tsiqah dari para ulama meriwayatkan kepadaku."

Saya menilai: "Sanad hadits ini lemah sekali."

Di dalam Shahiihul Bukhari (no. 4261) dari Ibnu 'Umar 🚓 , dia berkata: "Kami mencari Ja'far bin Abu Thalib hingga menemukan mayatnya. Kami mendapati bekas tikaman dan tusukan panah pada jasadnya."

Di dalam riwayat lainnya (no. 4260): "Tidak ada satu pun luka dari belakang, yaitu di punggungnya."

Dikeluarkan oleh Ibnu Ishaq dalam as-Siirah (IV/1048-1049 – Ibnu Hisyam) dengan sanad

hasan.

379 Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Shabiih-nya (no. 4262) dari hadits Anas ... Hadits ini memilki penguat dari hadits 'Abdullah bin Ja'far ... yang diriwayatkan oleh an-Nasa-i dalam al-Kubraa (VIII/18/8550), Ahmad (I/204), Ibnu Sa'ad dalam ath-Thabaqaatul Kubraa (IV/36-37), ath-Thahawi dalam Musykilul Aatsaar (XIII/164-165/5169), ath-Thabrani dalam al-Mu'jamul Kabiir (79/194 – penggalan dari jilid XIII), dan adh-Dhiya' al-Maqdisi dalam al-Ahaadiitsul Mukhtaarah (IX/161-162/137, 163/138, 163-164/139) dengan sanad shahih sesuai dengan syarat Muslim.

Terdapat pula penguat kedua yang berasal dari hadits Abu Qatadah , yaitu yang diriwayatkan oleh an-Nasa-i dalam *al-Kubraa* (VII/314/8103, 348-349/8192, 361/8224), ad-Darimi dalam *Musnad*nya (IX/99/2605 – *Fat-hul Mannaan*), Ahmad (V/299, 300-301), Ibnu Sa'ad dalam *ath-Thabaqaatul Kubraa* (III/46-47), Ibnu Abi Syaibah dalam *al-Mushannaf* (XIV/512-513/18812), ath-Thahawi dalam *Musykilul Aatsaar* (XIII/166-167/5170), Ibnu Hibban dalam *Shahiih*-nya (XV/522-523/7048

- Ihsaan), al-Baihaqi dalam Dalaa-ilun Nubuwwah (IV/367-368), dan yang lainnya dengan sanad shahih

Pada catatan kaki naskah "w" tertulis: "Perkataan Muhammad bin Sa'ad: 'Sesungguhnya kaum Muslimin kalah,' bertentangan dengan zhahir (lahiriah) hadits. Perkataan Muhammad bin Ishaq lebih benar dan lebih utama serta lebih dekat kepada hadits ini. Wallaahu a'lam. Padahal, zhahir hadits menunjukkan bahwasanya mereka mendapatkan kemenangan setelah dipimpin Khalid "saya berkata: "Silakan lihat kitab Zaadul Ma'aad (IV/383)."

<sup>380</sup> Disebutkan oleh Ibnu Ishaq tanpa sanad dan Ibnu Hisyam dalam *as-Siirah* (IV/1057-1058) dengan

sanad mu'dhal.

<sup>381</sup> Silakan lihat kitab *al-Bidaayah wan Nihaayah* (VI/430, 435-437).

<sup>382</sup> Tambahan dari naskah "س".

383 Bentuk jamak dari dzahl, yang berarti juga permusuhan atau kedengkian.

384 Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dalam as-Siirah (IV/1058-1059). Penulis idis menukil darinya di

dalam al-Bidaayah wan Nihaayah (VI/510-511) tanpa sanad.

Hadits ini dikuatkan oleh beberapa syahid yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq, sebagaimana di dalam al-Bidaayah wan Nihaayah (VI/508-509). Dari jalurnya diriwayatkan oleh ath-Thabari dalam Taariikhul Umam wal Muluuk (II/3/111) dan al-Baihaqi dalam Dalaa-ilun Nubuwwah (V/5-7): az-Zuhri meriwayatkan kepadaku dari 'Urwah bin az-Zubair, dari al-Miswar bin Makhramah dan Marwan bin al-Hakam, keduanya berkata: "Pada Perjanjian Hudaibiyah, siapa yang ingin berada di pihak Muhammad maka ia berada dipihak beliau. Demikian pula, siapa yang ingin berada di pihak Quraisy maka ia berada di pihaknya." (Al-Hadits) Di dalamnya disebutkan: "Bahwasanya Khuza'ah berada di pihak Nabi dan Bani Bakar berada di pihak Quraisy. Perjanjian itu berlangsung sekitar 17 sampai 18 bulan, hingga kemudian Bani Bakar menyerang Khuza'ah pada malam hari di wilayah mata air yang diberi nama al-Watir, yaitu dekat dengan Makkah. Kaum Quraisy berkata: 'Muhammad tidak mengetahui perbuatan kami. Saat ini malam hari sehingga tidak ada seorang pun yang dapat melihat kami.' Maka dari itu, Quraisy segera membantu Bani Bakar dengan membawa peralatan perang dan senjata lalu ikut terjun berperang karena kedengkian mereka kepada Rasulullah :..."

Saya berkomentar: "Sanad hadits ini hasan. Ibnu Ishaq menjelaskan dengan tahdits, sedang dia

adalah hujiah dalam bab siirah dan maghaazi."

Beliau mengisyaratkan riwayat al-Bukhari (no. 3602) dan Muslim (IV/2212/11) darinya, bahwasanya ia berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: "Di antara shalat lima waktu terdapat sebuah shalat yang barang siapa tidak mengerjakannya seolah-olah ia telah kehilangan keluarga dan hartanya."

386 Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dalam as-Siirah (IV/1059). Penulis 💥 menukil darinya dalam

al-Bidaayah wan Nihaayah (VI/511) tanpa sanad.

387 Tambahan yang dilakukan untuk meluruskan makna dan dibutuhkan oleh redaksi kalimat, seperti

yang terdapat dalam kitab-kitab sirah.

Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dalam as-Siirah dan dari jalurnya diriwayatkan oleh ath-Thabari dalam Taariikhul Umam wal Muluuk (II/3/111-112), juga al-Baihaqi dalam Dalaa-ilun Nubuwwah (V/5-7) dengan sanad dari al-Miswar bin Makhramah dan Marwan bin al-Hakam di dalam hadits yang panjang. Di dalamnya disebutkan bahwasanya 'Amr bin Salim berangkat ketika peristiwa Khuza'ah dan Bani Bakar di al-Watir, hingga dia menemui Rasulullah an memberitahukan peristiwa itu kepada beliau ... maka Rasulullah berkata: "Kamu telah mendapatkan pertolongan, wahai 'Amr bin Salim." (Al-Hadits)

Adapun yang diriwayatkan oleh Badil bin Waraqa', riwayat itu disebutkan oleh Ibnu Ishaq dalam as-Siirah (IV/1064). Penulis ﷺ menukil darinya dalam al-Bidaayah wan Nihaayah (VI/513) tanpa sanad. <sup>389</sup> Disebutkan oleh Ibnu Ishaq tanpa sanad, sebagaimana di dalam as-Siirah karya Ibnu Hisyam (IV/1064). Demikian pula diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dalam Taariikhul Umam wal Muluuk

(II/3/112-113), namun sanadnya dha'if, sebagaimana yang dikatakan guru kami, al-Albani 故证, dalam *Takhriij Fighis Siirah* (hlm. 404-405).

Namanya adalah Hathib bin 'Amr al-Lakhmi. Dahulu, dia sekutu Bani Asad, seorang saudagar yang kaya, juga ikut pada Perang Badar dan seluruh peperangan bersama Rasulullah . Hathib pun termasuk di antara para pemanah yang mahir. Rasulullah pernah mengutusnya untuk menyampaikan surat beliau ke al-Muqauqis, Raja Iskandariyah. Ia meninggal pada tahun 30 H.

- <sup>391</sup> Raudhah Khah adalah sebuah tempat berjarak satu barid (+ 12 mil) dari Madinah ke arah Makkah.
- <sup>392</sup> Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Shahiih-nya (no. 4274) dan Muslim dalam Shahiih-nya (no. 2494) dari hadits 'Ali bin Abi Thalib

393 Genap berjumlah seribu orang.

<sup>394</sup> Abu Rahm Kultsum bin Husain adalah seorang Sahabat yang nama dan *kun-yah*-nya masyhur, ikut serta pada Perang Uhud, dan Nabi 囊 pernah dua kali menunjuknya sebagai pengganti beliau. Abu

Rahm juga pernah terkena panah di lehernya sehingga ia diberi julukan al-Manhur.

Diriwayatkan oleh Ahmad (I/266, 315); Ishaq bin Rahawaih dalam Musnad-nya, sebagaimana di dalam al-Mathaalibul 'Aaliyah (XVII/459-462/4301, terbitan al-'Ashimah atau IV/418-420/4304, terbitan al-Wathan); ath-Thabrani dalam al-Mu'jamul Kabiir (VIII/9-10/7264); ath-Thahawi dalam Syarh Ma'aanil Aatsaar (III/319-320); adz-Dzuhli dalam az-Zahriyyaat, sebagaimana di dalam al-Mathaalibul 'Aaliyah (XVII/463); ath-Thabari dalam Tahdziibul Aatsaar (I/101/129, 101-102/130 - Musnad Ibnu 'Abbas ); al-Hakim (III/43); al-Baihaqi dalam as-Sunanul Kubraa (IX/40) dan Dalaa-ilun Nubuwwah (V/19-20); dan yang lainnya dari beberapa jalur, dari Ibnu Ishaq dalam Siirah-nya (IV/1067): Ibnu Syihab az-Zuhri meriwayatkan kepada kami dari 'Ubaidillah bin 'Abdullah bin 'Utbah, dari Ibnu 'Abbas.

Sanad hadits ini hasan. Ibnu Ishaq adalah hujjah di dalam masalah sirah dan ia telah menjelaskan riwayat ini dengan tahdits.

Al-Hakim menilai: "Hadits ini sesuai dengan syarat Muslim, namun keduanya tidak meriwayat-kannya." Penilaiannya telah disepakati adz-Dzahabi.

Saya berkomentar: "Mereka berdua keliru. Muslim tidak mengeluarkan riwayat dari Ibnu Ishaq, kecuali sebagai *mutaaba'ab.*"

Diriwayatkan pula oleh al-Bukhari dalam *Shahiib*-nya (no. 4276) dari jalur Ma'mar, dari az-Zuhri dengan lafazh: "Nabi 鑑 keluar dari Madinah pada bulan Ramadhan bersama 10.000 orang, yakni pada pertengahan tahun kedelapan atau setengah tahun jika dihitung dari kedatangan beliau ke Madinah." (Al-Hadits)

<sup>396</sup> Pada naskah asli tertulis: "Ia disusul pamannya, al-'Abbas, di Dzul Hulaifah. Ada yang mengatakan juga di al-Juhfah." Adapun yang tertulis di atas sudah benar dan sesuai dengan yang terdapat di kitab-kitab sirah.

397 Keluarga dan bekalnya.

398 Dijelaskan di dalam Mu'jamul Buldaan (V/333): "Niqul 'Iqab adalah sebuah tempat yang berada

di antara Makkah dan Madinah, di dekat al-Juhfah."

<sup>399</sup> Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dalam *as-Siirah* (IV/1067-1068 – Ibnu Hisyam). Dari jalurnya diriwayatkan oleh ath-Thabari dalam *Taariikhul Umam wal Muluuk* (II/3/114-115), ath-Thabrani dalam *al-Mu'jamul Kabiir* (VIII/9-10/7264), dan al-Hakim dalam *al-Mustadrak* (III/43). Al-Baihaqi meriwayatkan darinya dalam *Dalaa-ilun Nubuwwah* (V/27-28): Ibnu Syihab az-Zuhri meriwayatkan kepada kami dari 'Ubaidillah bin 'Abdullah bin 'Utbah bin Mas'ud, dari 'Abdullah bin 'Abbas secara panjang lebar.

Saya menegaskan: "Sanad hadits ini hasan, sebagaimana yang telah dijelaskan."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 4275-4279) dan Muslim (no. 1113) dari hadits Ibnu 'Abbas An-Nawawi berkata dalam Syarh Shahiih Muslim (VII/230): "Al-kadiid adalah mata air yang mengalir. Jaraknya dengan Madinah sekitar tujuh marhalah dan jaraknya ke Makkah tidak sampai dua marhalah. Lokasinya lebih dekat ke Madinah daripada ke 'Usfan.

Al-Qadhi 'Iyadh berkata: "'Usfan adalah sebuah perkampungan besar. Jaraknya 36 mil dari Makkah."

Amaj adalah nama sebuah daerah di wilayah Madinah.

401 Sekarang tempat tersebut dinamakan Wadi (lembah) Fathimah.

<sup>402</sup> Pada naskah "س" dan "ح" tertulis: "وَتَسْلَمْ".

403 Keduanya mencela satu sama lain dengan ucapan-ucapan yang dibenci.

Diriwayatkan oleh Ishaq bin Rahawaih dalam Musnad-nya, sebagaimana dalam al-Mathaalibul 'Aaliyah (XVII/459-462/4301, terbitan al-'Aashimah atau IV/418-420/4303, terbitan al-Wathan) dan It-haaful Khiyaarah al-Maharah (V/240-242/4603); Abu Dawud (III/162/3021) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh Ibnu 'Abdil Barr dalam al-Istidzkaar (XIV/335-336/20583); al-Baihaqi dalam

Dalaa-ilun Nubuwwah (V/31) dan as-Sunanul Kubraa (IX/118) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh Ibnu 'Asakir dalam Taariikh Dimasq (25/303-304); Ibnu Abi Syaibah dalam al-Mushannaf (XIV/496/18769); ath-Thabrani dalam al-Mu'jamul Kabiir (VIII/9-12/7264); ath-Thahawi dalam Syarh Ma'aanil Aatsaar (III/319-322); ath-Thabari dalam Taariikhul Umam wal Muluuk (II/3/115-117); adz-Dzuhli dalam az-Zuhriyyaat dan al-Mathaalibul 'Aaliyah (XVII/463, terbitan al-'Aashimah atau IV/421/4304, terbitan al-Wathan); al-Baihaqi dalam Dalaa-ilun Nubuwwah (V/31-32) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh Ibnu 'Asakir (25/304); serta yang lainnya dari jalur Ibnu Ishaq dalam kitab Siirah-nya (IV/1067-1072): Muhammad bin Muslim bin Syihab az-Zuhri meriwayatkan kepadaku dari 'Ubaidillah bin 'Abdullah bin 'Utbah, dari Ibnu 'Abbas.

Saya menilai: "Sanad hadits ini hasan. Ibnu Ishaq menjelaskannya dengan *tahdits* sebagaimana yang Anda lihat, sedangkan ia adalah hujiah dalam *Siirah al-Maghaazi.*"

Ath-Thahawi berkata: "Hadits ini bersambung dan sanadnya shahih."

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Hadits ini shahih ... tidak ada seorang pun dari imam-imam as-Sunnah dan Ahmad yang meriwayatkan hadits ini dengan sempurna (lengkap) ... redaksi yang tertera di sini sangat baik." Al-Bushiri berkata: "Diriwayatkan oleh Ishaq bin Rahawaih dengan sanad shahih."

Ibnu Ishaq diperkuat oleh Ja'far bin Burqan, seorang yang dha'if jika meriwayatkan dari az-Zuhri

yang diriwayatkan oleh ath-Thabrani (VIII/13/7265).

Diriwayatkan oleh ath-Thabari dalam *Taariikh*-nya (III/115-117) serta al-Baihaqi dalam *Dalaa-ilun Nubuwwah* (V/32-35)-dan dari jalurnya diriwayatkan oleh Ibnu 'Asakir dalam *Taariikh*-nya (XXV/304-305), yakni dari jalur Ibnu Ishaq: Hushain bin 'Abdullah bin 'Ubaidillah bin 'Abbas meriwayatkan kepadaku dari Ikrimah, dari Ibnu 'Abbas.

Saya berkomentar: "Sanad hadits ini dha'if. Cacatnya terletak pada perawi bernama Hushain. Ia dha'if sebagaimana diterangkan dalam *at-Taqriib*. Atas dasar itulah, guru kami, al-Albani ఈ,

melemahkannya dalam ta'liq-nya terhadap kitab Fighus Siirah (hlm. 410)."

Demikian pula, diriwayatkan oleh Abu Dawud (III/162-163/3022) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam as-Sunanul Kubraa (IX/118-119) serta Ibnu 'Abdil Barr dalam al-Istidzkaar (XIV/336/20584) dari jalur Ibnu Ishaq, dari al-'Abbas bin 'Abdullah bin Ma'bad, dari sebagian keluarganya, dari Ibnu 'Abbas.

Saya menambahkan: "Ibnu Ishaq seorang *mudallis* dan telah meriwayatkan dengan 'an'anah. Selain itu, sebagian keluarga Ma'bad tidak disebutkan namanya. Dengan demikian, sanad hadits

ini dha'if."

Hadits ini memiliki penguat dari riwayat mursal 'Urwah bin az-Zubair yang dikeluarkan oleh ath-Thabrani dalam al-Mu'jamul Kabiir (VIII/6-9/7263) dan al-Baihaqi dalam Dalaa-ilun Nubuwwah (V/36-38) dengan sanad hasan. Adapun perawi dari Ibnu Lahi'ah dalam riwayat keduanya adalah 'Amr bin Khalid al-Harrani. 'Amr termasuk Sahabatnya yang terkemuka, bahkan riwayatnya dari Ibnu Lahi'ah maqbul sebelum kitab-kitabnya terbakar, sebagaimana yang dijelaskan Ibnu Sayyidinnas. Maka dari itu, hendaklah diperhatikan. Penguat yang lain, meskipun sangat ringkas, berasal dari hadits Abu Hurairah syang diriwayatkan oleh Muslim dalam Shahiih-nya (no. 1780). Secara keseluruhan, derajat hadits ini shahih tanpa diragukan lagi.

405 Dalam kitabnya, Jawaami'us Siirah an-Nabawiyyah (hlm. 182).

406 Pada naskah asli tertulis: "Perkataan ini berasal dari seorang ulama." Demikianlah yang benar, yakni yang tertulis di atas.

407 Khandamah adalah sebuah bukit di Makkah. Saat ini, jalan masuk menuju daerah itu ialah melalui

Rubu' Bakhsy.

Al-Hafizh berkata dalam Fat-hul Baari (VIII/8): "Menurut riwayat an-Nasafi dan al-Qabisi adalah Khatmul Jabal, artinya tepi bukit. Riwayat ini pun meruwapkan riwayat Ibnu Ishaq dan yang lainnya dari ahli perang. Sedangkan menurut riwayat kalangan mayoritas adalah Hatmul Khail (عَظَمُ الْحَلَى , artinya kerumunan kuda. Al-Abbas menahan Abu Sufyan di sana, karena tempat itu sempit. Tujuannya adalah agar Abu Sufyan semua pasukan kaum muslimin, dan tidak ada seorang pun yang terluput dari penglihatannya." Silakan lihat kitab an-Nihaayah fii Ghariibil Hadiits wal Atsar (I/403).

da'if. Baginya penguat dari riwayat mursal 'Urwah yang diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 4280). Dengan adanya penguat tersebut, derajat hadits ini menjadi shahih. Hadits ini pun dishahihkan oleh guru kami, al-Albani 織婦, dikarenakan penguat-penguatnya dalam Takhriij Fiqhis Siirah (hlm. 411).

<sup>410</sup> Al-Hajun adalah suatu tempat di Makkah yang berada di dekat al-Muhashshab, yaitu gunung tinggi yang terletak di sebelah Masjidil Haram.

<sup>411</sup> Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Shahiih-nya (no. 4280).

<sup>412</sup> Keduanya telah disebutkan oleh al-Bukhari dalam *Shahiih*-nya tadi. Adapun yang ketiga dan kaum musyrikin yang tewas disebutkan oleh Ibnu Ishaq dalam *as-Siirah* (IV/1074-1075) dengan sanad dha if.

413 Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Shahiih-nya (no. 4286) dan Muslim dalam Shahiih-nya (no. 1357) dari hadits Anas bin Malik . (Al-Mighfar, maksudnya penutup kepala yang berlapis baja

guna melindungi kepala dalam peperangan, ed).

<sup>414</sup> Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dalam Musnad-nya (VI/120/3393). Ibnu 'Adi meriwayatkan darinya dalam al-Kaamil (IV/1571) serta al-Hakim dalam al-Mustadrak (III/47, IV/317) dan al-Iklil, sebagaimana di dalam Fat-hul Baari (VIII/18). Al-Baihaqi pun meriwayatkan darinya di dalam Dalaa-ilun Nubuwwah (V/68-69), dari 'Abdullah bin Abu Bakar al-Muqaddami, dari Ja'far Bin Sulaiman, dari Tsabit, dari Anas. Al-Hakim berkata: "Hadits ini shahih sesuai dengan syarat Muslim, tetapi al-Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya."

Saya berkomentar: "Ia (al-Hakim) keliru. Muslim tidak pernah memakai riwayat al-Muqaddami ini sebab ia dha'if. Didha'ifkan oleh Abu Ya'la, Ibnu 'Adi, adz-Dzahabi, dan yang lainnya. Mungkin, wallaahu a'lam, ia menyamakannya dengan saudaranya yang tsiqah, yakni Muhammad bin Abu Bakar al-Muqaddami."

Al-Haitsami berkata dalam Majma'uz Zawaa-id (VI/169): "Diriwayatkan oleh Abu Ya'la. Di

dalamnya terdapat 'Abdullah bin Abu Bakar al-Muqaddami, perawi dha'if."

Diriwayatkan juga oleh Ibnu Ishaq dalam *as-Siirah*, sebagaimana di dalam *al-Bidaayah wan Nihaayah* (VI/547), dan dari jalurnya diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam *Dalaa-ilun Nubuwwah* (V/68): 'Abdullah bin Abu Bakar meriwayatkan kepadaku bahwasanya Rasulullah ﷺ ... Kemudian al-Baihaqi menyebutkannya.

Sanad ini dha'if karena mursal.

Secara keseluruhan, insya Allah, derajat hadits ini hasan lighairihi.

Penulis the berkata dalam al-Bidaayah wan Nihaayah (VI/548-549): "Gambaran sifat tawadhu' Rasulullah ketika memasuki Makkah tecermin pada posisi duduk ini meskipun beliau diiringi pasukan yang sangat banyak jumlahnya. Berbeda dengan sifat orang-orang bodoh dari Bani Isra'il ketika mereka diperintahkan untuk memasuki pintu Baitul Maqdis dalam keadaan sujud, yaitu ruku', sambil berkata: 'Hiththah (Bebaskanlah kami dari dosa),' tetapi mereka malah memasukinya sambil mengesot (merangkak) dan berkata: 'Hinthah (Gandum)'."

Silakan lihat kitab Tafsiirul Qur-aan al-Azhiim (II/429, terbitan Ibnul Jauzi atau I/370, terbitan

Daar al-Fat-h).

Diriwayatkan oleh Abu Dawud (III/59/2683, IV/128/4359); an-Nasa-i dalam al-Mujtaba (VII/105-106) dan al-Kubraa (III/443-444/3516); Ibnu Abi Syaibah dalam al-Mushannaf (XIV/491-492/18759) dan al-Musnad, sebagaimana dalam It-haaful Khiyaarah al-Maharah (V/245-246/4612); Abu Ya'la dalam Musnad-nya (II/100-102/757); al-Bazzar dalam al-Bahruz Zakhkhaar (III/350-351/1151); ath-Thahawi dalam Syarh Ma'aanil Aatsaar (III/330, 331) dan Musykilul Aatsaar (IV/157-158/1506, XI/409-410/4521, 410/4522); al-Haitsam bin Kulaib dalam Musnad-nya (I/135-136/73); ad-Daraquthni dalam Sunan-nya (III/59), al-Hakim (III/45), al-Baihaqi dalam al-Kubraa (VII/40); dan Dalaa-ilun Nabawiyyah (V/54); Ibnu 'Asakir dalam Taariikh Dimasq (31/22-23, 43/187-188); adh-Dhiya' al-Maqdisi dalam al-Ahaadiitsul Mukhtaarah (III/248-249/1054, 250-251/1055); dan yang lainnya dari jalur Asbath bin Nashr, dari as-Sudda, dari Mush'ab bin Sa'ad, dari ayahnya. Saya berkomentar: "Sanad hadits ini dha'if. Asbath bin Nashr shaduq, namun banyak melakukan kesalahan dan sering meriwayatkan hadits gharib, sebagaimana diterangkan dalam at-Taqriib." Al-Bushiri berkata: "Perawinya tsiqah!"

Yang paling aneh ialah penilaian al-Hakim: "Shahih sesuai dengan syarat Muslim, tetapi al-Bukhari

dan Muslim tidak meriwayatkannya."

Hadits ini memiliki penguat dari hadits Sa'id bin Yarbu' al-Makhzumi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud (III/59-60/2684), ath-Thabrani dalam al-Mu'jamul Kabiir (VI/66/5529), al-Baihaqi dalam Dalaa-ilun Nubuwwah (V/62-63), ad-Daraquthni (II/301), Ibnu Qani' dalam Mu'jamus Shahaabah (I/262), Ibnu 'Asakir (31/22), al-Mizzi dalam Tahdziibul Kamaal (XI/114), dan yang lainnya dari jalur 'Amr bin 'Utsman bin 'Abdurrahman bin Sa'id bin Yarbu', dari kakeknya, dari ayahnya.

Saya menilai: "Sanad hadits ini dha'if. 'Amr atau 'Umar maqbul, seperti yang terdapat dalam at-Taqriib. Penguat lainnya (kedua) berasal dari hadits Anas yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Musnad-nya, seperti halnya dalam al-Mathaalibul 'Aaliyah (XVII/453/4299, terbitan al-'Ashimah), It-haaful Khiyaarah al-Maharah (V/247/4613), dan al-Mushannaf (XIV/500-501/18782); ath-Thabrani dalam al-Mu'jamul Ausaath (VI/342-344/6577); serta al-Baihaqi dalam Dalaa-ilun Nubuwwah (V/60-61) dengan sanad hasan sebagai penguat. Di dalamnya terdapat perawi dha'if bernama al-Hakam bin 'Abdul Malik.

Al-Haitsami berkata dalam Majma'uz Zawaa-id (VI/167): "Ath-Thabrani meriwayatkannya dalam al-Mu'jamul Ausaath. Di dalamnya terdapat al-Hakam bin 'Abdul Malik, seorang yang dha'if." Penguat yang ketiga didapat dari hadits mursal Sa'id bin al-Musayyib yang diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam ath-Thabaqaatul Kubraa (II/141) dengan sanad hasan sebagai penguat.

Secara keseluruhan, derajat hadits ini shahih jika digabungkan jalur-jalurnya. Wallaahu a'lam.

- 416 'Ummu Hani binti Abu Thalib, puteri paman Rasulullah ﷺ. Ia masuk Islam pada hari penaklukan kota Makkah. Pada saat itu, ia masih menjadi isteri Hubairah bin 'Amir al-Makhzumi, seorang yang melarikan diri ke Najran pada hari penaklukan kota Makkah hingga mati dalam keadaan kafir di sana.
- <sup>417</sup> Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Shahiih-nya (no. 1176) dan Muslim dalam Shahiih-nya (no. 336, 71) dari hadits Ummu Hani' ...
- 418 Inilah perkataan Ummu Hani' 😸 yang shahih di dalam ash-Shahiihain.
- 419 Ibnu Qayyim al-Jauziyah 🎎 berpendapat demikian dalam kitabnya, Zaadul Ma'aad (III/410).
- 420 Dalam kitabnya, Raudhul Unuf (VII/108).
- Diriwayatkan oleh Abu Dawud (II/28/1290), Ibnu Majah (I/419/1323), Ibnu Khuzaimah dalam Shahiih-nya (II/234/1234), al-Baihaqi dalam as-Sunanul Kubraa (III/48) dari jalur 'Abdullah bin Wahab, dari 'Iyadh bin 'Abdullah, dari Makhramah bin Sulaiman, dari kuraib, dari Ummu Hani'. An-Nawawi 🎎 berkata dalam al-Majmuu' (IV/39) dan al-Khulaashah (I/568, terbitan al-Muassasah): "Diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad shahih sesuai dengan syarat al-Bukhari." Saya berkomentar, an-Nawawi keliru dari dua sisi berikut:

Pertama, Iyadh bin 'Abdullah tidak dipakai oleh al-Bukhari sama sekali, melainkan oleh Muslim saia.

Kedua, sanad hadits ini dha'if, tidak shahih, karena Iyadh dha'if. As-Saji berkata: "Ibnu Wahab meriwayatkan darinya ('Iyadh bin Abdullah) hadits-hadits yang masih perlu dikoreksi kembali. Abu Hatim ar-Razi berkata: "Tidak kuat." Ibnu Ma'in berkata: "Dhaa'iful hadiits." Bahkan, al-Imam al-Bukhari berkata: "Munkarul hadiits." Adapun di dalam at-Taqriib: "Ia lemah."

Iyadh pun mudhtharib dalam sanad dan matannya. Mengenai sanad hadits ini, ia meriwayatkannya dari Makhramah, dari Kuraib, dari 'Abdullah bin 'Abbas, dari Ummu Hani'. Ia juga menyisipkan Ibnu 'Abbas antara Kuraib dan Ummu Hani'. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud (III/84/2763), an-Nasa-i dalam as-Sunanul Kubraa (VIII/57-58/6832), ath-Thabrani dalam al-Mu'jamul Kabiir (24/322/987, 988, 989), al-'Uqaili dalam adh-Dhu'afaa'ul Kabiir (III/1056), al-Hakim (IV/53-54), al-Baihaqi dalam as-Sunanul Kubraa (IX/95) dan as-Sunanush Shaghiir (III/401/3620), Ibnu 'Abdil Barr dalam at-Tamhiid (XIII/187), serta adz-Dzahabi dalam Tadzkiratul Huffaazh (I/547).

Di sisi lain, dalam matannya terkadang Iyadh menyebutkan taslim (ucapan salam) dan terkadang tidak; demikian pula tidak menyebutkan shalat, tetapi hanya menyebutkan perkataan Nabi kepada Ummu Hani': "Kami melindungi orang yang kamu lindungi." Tambahan lagi, bahwasanya lebih dari delapan perawi telah meriwayatkan dari Ummu Hani', namun tidak ada seorang pun yang menyebutkan taslim di dalamnya.

Berdasarkan uraian tersebut, diketahui bahwa penyebutan taslim dalam hadits adalah munkar, tidak shahih, disebabkan kelemahan 'Iyadh dan karena tidak ada seorang pun yang berkata demikian dari jalur-jalur shahih lainnya. Wallaabu a'lam.

Penulis A berkata dalam al-Bidaayah wan Nihaayah (VI/566): "Telah dijelaskan bahwa beliau mengucapkan salam pada setiap dua rakaat. Ini merupakan bantahan bagi as-Suhaili dan ulama lainnya yang menegaskan bahwasanya shalat Fat-h terdiri dari delapan rakaat dengan satu salam. Sa'ad bin Abi Waqqash mengerjakan shalat pada hari penaklukan al-Mada-in di dalam ruangan Kisra sebanyak delapan rakaat dengan mengucapkan salam pada setiap dua rakaat. Walilaahilhamd."

Silakan lihat kitab Tafsiirul Qur-aan al-'Azhiim karya Penulis (I/370, terbitan Daarul Fat-h atau II/429, terbitan Ibnul Jauzi).

422 Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shahiih*-nya (no. 1780) dari hadits Abu Hurairah 👛 .

dalam Shahiih-nya (no. 4289) secara mu'allaq (hadits yang terhapus satu perawi atau lebih, meskipun sampai akhir sanad, d) dan secara maushul (hadits yang sanadnya bersambung sampai kepada Rasulullah —marfu'—atau kepada Sahabat—mauquf—d) (no. 2988), serta oleh Muslim dalam Shahiih-nya (no. 1331) dari hadits Ibnu 'Umar

424 Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Shahiih-nya (no. 3352) dari hadits Ibnu 'Abbas 🚓.

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam al-Maraasiil (83/23, terbitan ar-Risalah atau 129/23, terbitan ash-Shuma'i), Ibnu Abi Syaibah dalam al-Marbannaf (I/224, XIV/497/18772), al-Baihaqi dalam Dalaa-ilun Nubuwwah (V/78, 79), Ibnu 'Asakir dalam Taariikh Dimasq (X/358) dari jalur Abu Mu'awiyah, Abu Khalid al-Ahmar, Yunus bin Bukair, dan Ja'far bin 'Aun. Seluruhnya dari Hisyam bin 'Urwah, dari ayahnya secara mursal.

Saya berkomentar: "Sanad hadits ini mursal shahih. Hadits ini juga diriwayatkan secara maushul, yaitu oleh al-Harits bin Abu Usamah dalam Musnad-nya (II/710/699 – Bughyatul Baahits): Yahya bin Hasyim as-Simsar meriwayatkan kepada kami; Hisyam bin 'Urwah meriwayatkan kepada kami dari ayahnya, dari 'Aisyah secara maushul."

Saya menambahkan: "Akan tetapi, Yahya ini adalah pendusta, sebagaimana yang dikatakan Ibnu Ma'in, Ibnu 'Adi, dan Salih Jazrah. Maka dari itu, yang ma'ruf ialah hadits ini mursal."

Hadits ini memiliki penguat, yaitu riwayat mursal Ibnu Abi Mulaikah yang dikeluarkan oleh Musaddad bin Masrahad dalam Musnad-nya, sebagaimana di dalam al-Mathaalibul 'Aaliyah (I/129-130/238 dan IV/422/4308, terbitan al-Wathan atau III/76/229 dan XVII/474/4305, terbitan al-'Aashimah) dan It-haaful Khiyaarah al-Maharah (I/482/898), juga oleh 'Abdurrazzaq dalam al-Mushannaf (X/393 – setelah no. 19464)-dan dari jalurnya diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam Dalaa-ilun Nubuwwah (V/79), Ibnu Sa'ad dalam ath-Thabaqaatul Kubraa (III/234), dan Ibnu Abi Syaibah dalam al-Mushannaf (XIV/497/18771) dari beberapa jalur, dari Ayyub as-Sikhtiyani, dari Ibnu Abi Mulaikah.

Saya menilai: "Sanad hadits ini mursal shahih."

Penguat kedua diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam *Dalaa-ilun Nubuwwah* (V/78) dari jalur Ahmad bin 'Abdul Jabbar, dari Yunus bin Bukair, dari Ibnu Ishaq: ayahku yaitu Ishaq meriwayatkan kepadaku; sebagian keluarga Jubair bin Muth'im meriwayatkan kepadaku.

Saya berkata: "Sanad hadits ini dha'if. Di dalamnya terdapat beberapa kelemahan:

Pertama, sanadnya mursal.

Kedua, (sebagian keluarga Jubair bin Muth'im) maibul.

Ketiga, Ahmad bin 'Abdul Jabbar dha'if, sebagaimana diterangkan dalam at Tagriib."

Penguat ketiga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam al-Mushannaf (XIV/473-480/18746) dari jalur Muhammad bin 'Amr, dari Abu Salamah bin 'Abdurrahman dan Yahya bin 'Abdurrahman bin Hathib secara mursal.

Saya berpendapat: "Sanadnya dha'if, karena mursal."

Penguat keempat diriwayatkan oleh al-Fakihi dalam Akhbaar Makkah, sebagaimana di dalam Syifaa-ul Gharam bi Akhbaaril Baladil Haraam (I/255): Muhammad bin 'Ali al-Marwazi meriwayatkan kepadaku; 'Ubaidillah bin Musa meriwayatkan kepada kami; Musa bin 'Ubaidah meriwayatkan kepada kami dari 'Abdullah bin Dinar, dari Ibnu 'Umar.

Saya berkomentar: "Sanad hadits ini hasan sebagai penguat, sebab Musa bin 'Ubaidah dha'if." Penguat kelima diriwayatkan juga oleh al-Fakihi, sebagaimana di dalam Syifaa-ul Gharam bi Akhbaaril Baladil Haraam (II/157): 'Abdullah bin Abu Salamah meriwayatkan kepada kami; Ahmad bin Muhammad bin 'Abdul 'Aziz meriwayatkan kepada kami dari ayahnya, dari Ibnu Syihab, dari 'Ali bin 'Abdullah bin 'Abdas, dari ayahnya.

Saya menegaskan: "Sanad hadits ini dha'if. Muhammad bin 'Abdul 'Aziz adalah perawi yang dha'if, sebagaimana yang dikatakan ad-Daraquthni, Abu Hatim, dan yang lainnya. Namun, saya belum menemukan biografi guru al-Fakihi, begitu juga Ahmad bin Muhammad.

Secara keseluruhan, minimal derajat hadits ini hasan lighairihi. Wallaahu a'lam.

<sup>426</sup> Diriwayatkan oleh 'Abdurrazzaq dalam al-Mushannaf (V/85/9076) dari sebagian rekan-rekannya, dari Ibnu Juraij: Ibnu Abi Mulaikah meriwayatkan kepadaku.

Saya berpendapat: "Sanad hadits ini dha'if karena mursal. Selain itu, guru 'Abdurrazzaq majhul." Hadits ini diriwayatkan secara maushul oleh Ibnu Sa'ad dan dari jalurnya diriwayatkan oleh Ibnu 'Asakir dalam Taariikh Dimasyq (40/283-284), demikian juga oleh ath-Thabrani dalam al-Mu'jamul Kabiir (XI/98/11234) dan al-Mu'jamul Ausaath (I/155/488) dari Ma'an bin 'Isa, dari 'Abdullah bin al-Mu-ammal al-Makhzumi, dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Ibnu 'Abbas.

Saya menilai: "Sanad hadits ini dha'if. Ibnul Mu-ammal perawi yang dha'if, sebagaimana yang disebutkan dalam at-Tagriib."

Hadits ini memiliki penguat dalam riwayat *mursal* az-Zuhri yang diriwayatkan oleh 'Abdurrazzaq dalam *al-Mushannaf* (V/83-84/9073) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh ath-Thabrani, sebagaimana disebutkan dalam *Fat-hul Baari* (VIII/18), dari Ma'mar, dari az-Zuhri.

Sava berkata: "Sanad hadits ini mursal shahih."

Penguat yang lain ialah hadits mursal Abu Salamah bin 'Abdurrahman dan Yahya bin 'Abdurrahman bin Hathib, yaitu yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam al-Mushannaf (XIV/473-480/18746) dan Ibnu Sa'ad dalam atb-Thabaqaatul Kubraa. Dari jalurnya diriwayatkan oleh Ibnu 'Asakir dalam Taariikh Dimasq (40/283), dari Yazid bin Harun dan Hammad bin Salamah, keduanya dari Muhammad bin 'Amr, dari Abu Salamah dan Yahya secara mursal.

Saya berkomentar: "Sanad hadits ini mursal hasan."

Adapun riwayat *mursal* lainnya berasal dari 'Abdurrahman bin Sabith yang diriwayatkan oleh Ibnu 'A-idz, sebagaimana dijelaskan dalam *Fat-hul Baari* (VIII/19).

Telah ditetapkan pada lebih dari satu hadits, bahwa kunci (Ka'bah) itu berada di tangan 'Utsman bin Thalhah. Mereka, yaitu Bani 'Abduddar, adalah penjaganya. Nabi ﷺ kemudian membuka pintu Ka'bah, atau (pintu itu) dibukakan untuk beliau.

Al-Bukhari telah mengeluarkan dalam Shahiib-nya (no. 2988, 4289) dan Muslim dalam Shahiib-nya (1329/389) dari hadits Ibnu 'Umar : "Rasulullah datang pada penaklukan Makkah dari sebelah atas kota tersebut dengan tunggangannya. Beliau datang sambil membonceng Usamah bin Zaid . Turut juga bersama mereka Bilal dan 'Utsman bin Thalhah dari Hajbah. Setelah menambatkan tunggangannya di Masjidil Haram, beliau memerintahkan 'Utsman untuk datang dengan membawa kunci Ka'bah ...."
Dalam lafazh lainnya, beliau mengutus utusan kepada 'Utsman bin Thalhah, lalu Utsman pun datang dengan membawa kunci, lalu dia membuka pintu (Ka'bah).

Dalam riwayat Muslim (1329/390): "... Setelah itu, beliau memanggil 'Utsman bin Thalhah dan memerintahkan: 'Bawakanlah kepadaku kunci Ka'bah." 'Utsman pun pergi (meminta kunci tersebut) ke tempat ibunya, namun ibunya enggan memberikan kunci itu kepadanya. Maka, 'Utsman memberi pengertian: "Demi Allah, engkau harus memberikan kunci itu atau pedang ini akan menembus punggungku." Mendengar hal itu, ibunya langsung memberikan kunci tersebut kepada 'Utsman. Kemudian, 'Utsman bergegas membawa kunci-kunci itu dan menyerahkannya kepada Rasulullah 蹇. Selanjutnya, Nabi 蹇 membuka pintu Ka'bah."

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dalam as-Siirah, sebagaimana yang tercantum dalam al-Bidaayah wan Nibaayah (VI/566-567), dan dari jalurnya diriwayatkan oleh Ibnu 'Asakir dalam Taariikh-nya (40/283): Muhammad bin Ja'far bin az-Zubair meriwayatkan kepada kami dari 'Ubaidillah bin 'Abdullah bin Abu Tsaur, dari Shafiyyah binti Syaibah , bahwasanya Rasulullah , ketika tiba di Makkah, memanggil 'Utsman bin Thalhah. Beliau mengambil kunci Ka'bah darinya, lalu dibukalah pintu Ka'bah untuknya.

Saya menilai: "Sanad hadits ini hasan, sebagaimana yang dikatakan al-Hafizh dalam Fat-hul Baari (VIII/18)."

Ìbnu Ishaq berkata: "Sebagian ulama menceritakan kepadaku bahwa Rasulullah ﷺ bertanya: 'Di manakah 'Utsman bin Thalhah?' Maka Utsman pun dipanggil. Kemudian, beliau ﷺ meminta bersabda: 'Berikanlah kuncimu padaku, wahai 'Utsman! Sungguh, hari ini adalah hari kebaikan dan balas budi."

Sanad hadits ini dha'if, tetapi dikuatkan dengan hadits-hadits yang telah disebutkan tadi.

Diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 4549), an-Nasa-i dalam al-Mujtaba (VIII/42) dan al-Kubraa (no. 7002), Ibnu Majah (no. 2628), al-Humaidi dalam Musnad-nya (no. 702), Ahmad (II/11, 36, 103), Abu Ya'la dalam Musnad-nya (no. 5675), ad-Daraquthni dalam Sunan-nya (III/105), dan masih banyak lagi yang lainnya dari jalur 'Ali bin Zaid bin Jud'an, dari al-Qasim bin Rabi'ah, dari Ibnu 'Umar secara marfu': "Ketahuilah, semua pertikaian yang terjadi pada masa Jahiliyyah, kasus darah

maupun gugatan—dalam riwayat lain disebutkan: "Kasus darah maupun kasus harta"—berada di bawah kekuasaanku sekarang, kecuali urusan memberi minum jamaah haji dan penjagaan Masjidil Haram. Sesungguhnya aku menyerahkan pemeliharaannya itu kepada pengurus sebelumnya." Saya katakan: "Sanad hadits ini dha'if. Ibnu Jud'an adalah perawi dha'if, sebagaimana disebutkan dalam kitab at-Taqriib. Akan tetapi, hadits ini bisa dijadikan penguat bagi hadits yang sebelumnya." Secara keseluruhan, derajat hadits ini shahih, tanpa diragukan lagi, berdasarkan jalur-jalurnya.

<sup>427</sup> Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam *Fathul Baari* (IV/181): "Perkara yang disepakati oleh ahli sejarah ialah Nabi keluar dari Madinah pada tanggal 10 Ramadhan, sedangkan beliau tiba di Makkah

pada tanggal 19 Ramadhan. Silakan lihat kembali (IV/4)."

Penulis berkata dalam *al-Bidaayah wan Nihaayah* (VI/609): "Tidak diperselisihkan lagi bahwasanya Rasulullah bermukim di Makkah selama sisa Ramadhan, dengan mengqashar shalat

dan berbuka (tidak berpuasa) ...."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud (II/9-10/1229), at-Tirmidzi dengan lafazh yang semakna (II/430/545), ath-Thayalisi dalam Musnad-nya (II/178/879, 189/898), asy-Syafi'i dalam as-Sunanul Ma'tsuuraah (XII/118-119- riwayat ath-Thahawi), Ibnu Sa'ad dalam Thabaqaatul Kubraa (II/133), Ahmad (IV/430, 431, 432, 440), Ibnu Abi Syaibah dalam al-Mushannaf (II/450), ath-Thahawi dalam Syarh Ma'aanil Aatsaar (I/417), al-Bazzar dalam al-Bahruz Zakhkhaar (IX/77-78/3608), Ibnu Khuzaimah dalam Shahiih-nya (III/70-71/1643), Ibnul Mundzir dalam al-Ausath (IV/337/2243, 365/2295), ad-Dulabi dalam al-Kunaa wal Asmaa' (II/650-651/1157), ath-Thabrani dalam Mu'jamul Kabiir (XVIII/173/513, 514, 515, 174-175/516), ar-Ruyani dalam Musnad-nya (I/119-120/110), al-Baihaqi dalam Sunanul Kubraa (III/135-136, 151, 153) dan kitab Ma'rifatus Sunan wal Aatsaar (II/417/1577), serta yang lainnya dari beberapa jalur, dari 'Ali bin Zaid bin Jud'an, dari Abu Nadhrah, dari Imran.

Saya berkomentar: "Sanad hadits ini dha'if. Di dalamnya terdapat 'Ali bin Zaid bin Jud'an, perawi

yang dha'if, sebagaimana disebutkan dalam kitab at-Taqriib."

Ibnul Mundzir berkata: "Kisah Nabi ﷺ mengqashar shalat di Makkah telah shahih dari selain jalur ini. Sebab, 'Ali bin Zaid telah dikritik dalam riwayatnya. Qashar ini juga dilakukan oleh 'Umar bin al-Khaththab ﷺ ketika datang ke Makkah. Umar mengerjakan shalat dengan hanya dua rakaat. Sesudah mengucapkan salam, ia berkata: 'Hai penduduk Makkah, kami adalah musafir, maka dari itu sempurnakanlah shalat kalian.'"

Al-Mundziri berkata dalam Mukhtashar Sunan Abi Dawud (II/61): "Dalam sanadnya terdapat 'Ali bin Zaid bin Jud'an. Mayoritas ulama mengkritiknya. Sebagian dari mereka berkata: 'Haditsnya

tidak dapat dijadikan hujjah karena dia banyak melakukan idhthirab."

Hadits ini telah didha ifkan oleh guru kami, Syaikh al-Albani ظَنْكَ, dalam Misykaatul Mashaabiih (II/87 – al-Hidaayah).

## Catatan:

Hadits ini dinisbatkan oleh Penulis (Ibnu Katsir) kepada Imam an-Nasa-i, namun saya belum menemukannya walaupun telah lama mencari. Dalam pada itu, al-Mizzi tidak menisbatkannya kepada an-Nasa-i dalam kitabnya, *Tuhfatul Asyraaf* (VIII/193). Tidak pula hal itu dilakukan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Hidaayatur Ruwaah* (II/87). Oleh karena itu, kemungkinan penisbatan tersebut disebabkan kesalahan tulis dari Ibnu Katsir. *Wallaahu a'lam*.

Penulis juga telah menisbatkan dalam kitabnya yang lain, al-Bidaayah wan Nihaayah (VI/610-611),

dengan benar kepada Abu Dawud dan at-Tirmidzi.

430 Tambahan dari naskah ">".

431 Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shahiih*-nya (no. 4295) dan Muslim dalam *Shahiih*-nya (no. 1354) dari hadits Abu Syuraih al-'Adawi 🕳 .

 itu Khalid dianggap seorang mujtahid-ialah: agar orang-orang mengetahui bahwa Nabi tidak mengizinkan Khalid melakukan hal tersebut. Oleh karena itulah berlepas diri dari perbuatan Khalid tersebut dilakukan, karena khawatir akan ada orang-orang yang meyakini bahwa perbuatan Khalid itu terjadi dengan izin dari beliau, di samping agar orang lain selain Khalid menghindari perbuatan seperti itu."

Al-Hafizh meneruskan: "Zhahirnya, sikap berlepas diri Rasulullah ﷺ dari perbuatan Khalid itu tidak berkonsekuensi adanya dosa atas Khalid dan tidak juga mengharuskan jatuhnya sanksi kepada dirinya. Sebab, dosa orang yang tidak sengaja melakukannya itu diangkat (dianulir/dihilangkan),

walaupun ia melakukan perbuatan yang tidak terpuji."

433 Diriwayatkan oleh an-Nasa-i dalam as-Sunanul Kubraa (no. 11483); Abu Ya'la dalam Musnad-nya (no. 902) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam Dalaa-ilun Nubuwwah (V/77); serta Abu Nu'aim dalam Dalaa-ilun Nubuwwah (hlm. 469) dari jalur Ibnu Fudhail, dari al-Walid bin Jami', dari Abu Thufail.

Saya berkomentar: "Sanad hadits ini hasan."

<sup>434</sup> Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dalam kitab as-Siirah (IV/1083 – Ibnu Hisyam): "Az-Zuhri meriwayatkan kepada kami."

Saya berpendapat: "Hadits ini *mursal*, tetapi shahih sanadnya."

435 Maksudnya, menangguhkannya selama empat bulan perjalanan.

- dalam as-Siirah (IV/1083 Ibnu Hisyam), ia berkata: "Muhammad bin Ja'far meriwayatkan kepadaku dari 'Urwah bin az-Zubair." Saya menilai: "Hadits ini mursal, tetapi shahih sanadnya."
- 437 Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam Fat-hul Baari (VIII/27): "Hunain adalah nama sebuah lembah di sebelah Dzul Majaz, dekat dengan Tha-if, dan jaraknya ke Makkah sekitar 10 mil dari Arafah. Abu 'Ubaid al-Bakri berkata: 'Tempat yang dinamakan Hunain itu diambil dari nama Hunain bin Qabitsah bin Mahlail.'"
  - Perang ini disebut juga Perang Authas, yang diambil dari tempat terjadinya peperangan ini. Sebab, perang ini dimulai di Hunain dan berakhir di Authas. Demikian pula, perang inipun dinamakan Perang Hawazin, sebab orang-orang Hawazan lah yang berperang melawan Rasulullah ﷺ.
- 438 An-Nashri adalah nisbat kepada kakek Malik bin 'Auf yang tertua, yaitu Nashr bin Mu'awiyah. Malik masuk Islam sesudah Perang Tha-if, kemudian dia ikut serta dalam Perang Qadisiyah dan Penaklukan Damaskus.
- 439 Riwayat ini dikeluarkan oleh Abu Dawud (III/20/2501), an-Nasa-i dalam Sunanul Kubraa (VIII/139-140/8819), Ibnu Abi 'Ashim dalam Ahaad wal Matsaani (II/419-423/149), ath-Thabrani dalam al-Mu'jamul Kabiir (VI/96/5619) dan al-Mu'jamul Ausath (I/129-130/407), Musnad asy-Syaamiyyiin (IV/107-108/2866), Abul Qasim al-Baghawi dalam Mu'jamush Shahaabah (I/36-38/19), al-Qasim bin Tsabit as-Sarqisthi dalam Dalaa-il fii Ghariibil Hadiits (I/176-177/85), al-Hakim (I/237), al-Baihaqi dalam Dalaa-ilun Nubuwwah (V/125-126), Abu Nu'aim dalam Ma'rifatush Shahaabah (I/329/831), Ibnul Atsir dalam Usdul Ghabah (I/153-154), dan yang lainnya dari jalur Mu'awiyah bin Salam, dari Zaid bin Salam, dari Abu Kabsyah as-Saluli, dari Sahal bin al-Hanzhaliyyah. Saya berkata: "Sanad hadits ini shahih. Para perawinya tsiqah dan termasuk para perawi kitab ash-Shahiih." Hadits ini dinyatakan hasan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar dalam Fat-hul Baari (VIII/27) dan dishahih-kan oleh guru kami dalam Shahiih Abi Dawud (no. 2183) dan Takhriij Fiqhis Siirah (hlm. 421). Hadits ini dinyatakan kuat oleh riwayat Anas bin Malik an Jibnu Abi Syaibah dalam Mushannafnya (XIV/530-531/18845), Ahmad (III/279), dan al-Bazzar dalam Musnad-nya (II/351-352/1835 al-Kasyf) dengan sanad shahih sesuai dengan syarat Muslim, sebagaimana terdapat di dalam al-Bukhari (no. 4337) dan Muslim (1059/135) dari jalur yang lain, dari Anas

440 Namanya 'Abdullah bin Abi Hadrad bin 'Úmair bin Hawaaz bin Aslam. Ia ikut serta dalam Perang Hudaibiyah, Perang Khaibar, serta berbagai peperangan lain sesudahnya bersama Rasulullah ﷺ. Ia meninggal pada tahun 71 H.

Disebutkan oleh Ibnu Ishaq dalam *as-Siirah* (IV/1100-1102). Penulis (Ibnu Katsir) meriwayatkan darinya dalam *al-Bidaayah wan Nihaayah* (VII/6-9) tanpa sanad.

Telah diriwayatkan oleh al-Hakim (III/48) dan al-Baihaqi dalam *Dalaa-ilun Nubuwwah* (V/119-123) dari jalur Ahmad bin 'Abdul Jabar, dia berkata: "Yunus bin Bukair meriwayatkan kepada

kami dari Ibnu Ishaq, ia berkata: Ashim bin 'Umar bin Qatadah meriwayatkan kepada kami dari 'Abdurrahman bin Jabir bin 'Abdullah, dari ayahnya, serta dari 'Amru bin Syu'aib, az-Zuhri, 'Abdullah bin Abi Bakar bin 'Amr bin Hazm, dan 'Abdullah bin al-Mikdam ats-Tsaqafi tentang kisah Perang Hunain.

Saya berpendapat: "Sanadnya dha'if. Ahmad bin 'Abdul Jabar adalah perawi dha'if, sebagaimana

disebutkan dalam kitab at-Tagriib."

<sup>442</sup> Diriwayatkan oleh Ahmad dalam Musnad-nya (IV/222), Abu Dawud dalam Sunan-nya (no. 3566), an-Nasa-i dalam as-Sunanul Kubraa (no. 5776, 5777), Ibnu Hibban dalam Shahiih-nya (4720 – Ihsaan), dan ad-Daraquthni dalam Sunan-nya (III/39) dari jalur Hibban bin Hilal, dari Hammam bin Yahya, dari Qatadah, dari 'Atha', dari Shafwan bin Ya'la bin 'Umayyah, dari ayahnya.
Saya menilai: "Sanad hadits ini shahih, sesuai dengan syarat al-Bukhari dan Muslim."
Dishahihkan juga oleh guru kami, Syaikh al-Albani, dalam ash-Shahiihah (no. 630).

<sup>443</sup> Saya berkomentar: "Yang benar adalah beliau meminjam dari Shafwan bin Umayah tiga puluh baju perang, seperti yang tercantum dalam hadits Ya'la bin 'Umayyah tadi. Adapun orang yang berpendapat seratus baju perang, mereka berpegang kepada perkataan Ibnu Ishaq dalam kitab as-Siirah (IV/1103)." Penulis berkata dalam al-Bidaayah wan Nihaayah (VII/9): "Demikianlah, hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq tanpa sanad."

Saya berkata: "Diriwayatkan dengan sanad darinya oleh Yunus bin Bukair, sebagaimana yang telah disebutkan, tetapi sanadnya dha'if karena Ahmad bin 'Abdul Jabar dha'if. Saya pun belum

mendapatkan orang yang mengatakan empat ratus baju perang."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Taarikhul Kabiir* (VII/19); Ibnu Abi 'Ashim dalam *Ahaad wal Matsaani* (III/3226/1588)—dan dari jalurnya diriwayatkan oleh Abu Nu'aim al-Ashbahani dalam *Ma'rifatus Shahaabah* (IV/2166/5435); ath-Thabrani dalam *al-Mu'jamul Kabiir* (XVII/313-314/1009); serta al-Baihaqi dalam *Dalaa-ilun Nubuwwah* (V/142)—dari jalurnya diriwayatkan oleh Abu 'Ashim, yakni adh-Dhahhak bin Makhlad, dari 'Abdullah bin 'Abdurrahman bin Ya'la ath-Tha-ifi ats-Tsaqafi: 'Abdullah bin Iyadh bin al-Harits al-Anshari—dikenal juga dengan nama Iyadh bin 'Abdullah ats-Tsaqafi—meriwayatkan kepadaku dari ayahnya.

Al-Haitsami berkata dalam al-Majma' (VI/182): Di dalam sanadnya terdapat 'Abdullah bin Iyadh. Ibnu Abi Hatim menyebut perawi ini, tetapi tidak menjelaskan cacatnya. Adapun sisa perawi lainnya tsiqah." Saya menjelaskan: "Iyadh bin 'Abdullah adalah perawi yang majhul 'ain dan majhul hal, karena hanya 'Abdullah bin 'Abdurrahman-lah yang meriwayatkan hadits ini darinya. Juga karena tidak ada seorang pun yang menyatakannya tsiqah, meskipun Ibnu Hibban yang terkenal longgar dalam men-tsiqah-kan perawi." Hadits ini memiliki penguat dari Anas bin Malik 😅 yang diriwayatkan oleh al-Bukhari (no.

4337) dan Muslim (1059/135).

445 'Attab bin Usaid masuk Islam pada hari penaklukan Makkah. Ia seorang yang cerdas dan termasuk bangsawan Arab. Sahabat ini tetap menjabat sebagai Gubernur Makkah hingga ia meninggal dunia pada akhir masa kekhalifahan 'Umar 🚁 .

Disebutkan oleh Ibnu Ishaq dalam *as-Siirah* (IV/1103). Penulis menukil darinya dalam *al-Bidaayah* 

wan Nihaayah (VII/11) tanpa sanad.

447 Anwaath adalah bentuk jamak dari nuuth, artinya tempat bergantungnya segala sesuatu. Dahulu, orang-orang musyrik mendatangi pohon tersebut, lalu mereka menggantungkan senjata-senjatanya

di pohon itu. Mereka pun mendekatkan diri dan beribadah di tempat itu.

<sup>448</sup> Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dalam as-Siirah (IV/1104 – Ibnu Hisyam), Ahmad dalam Musnadnya (V/98), at-Tirmidzi dalam Sunan-nya (no. 2180), an-Nasa-i dalam Tafsiir-nya (no. 205), Ibnu Hibban dalam Shahiih-nya (1835 – al-Mawaarid), dan banyak lagi yang lainnya dari jalur az-Zuhri, dari Sinan bin Abi Sinan ad-Du-ali, dari Abu Waqid al-Laitsi.
Saya menilai: "Sanad hadits ini shahih."

Dishahihkan pula oleh guru kami, Syaikh al-Albani र्क्स्स, dalam Shahiih Mawaariduzh Zham'aan (no. 1540).

449 Imaayah berarti al-ghabs (gelap), yaitu kegelapan malam sebelum munculnya cahaya matahari.

<sup>450</sup> Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dalam as-Siirah (IV/1104-1105 - Ibnu Hisyam)-dan dari jalurnya diriwayatkan oleh Ahmad dalam Musnad-nya (III/376-377), Abu Ya'la dalam Musnad-nya (no. 1862), al-Bazzar dalam Musnad-nya (1834 - al-Kasyf), ath-Thabari dalam Taariikhul Umam wal Muluuk (III/74-75), Ibnu Hibban dalam Shahiih-nya (4774 - Ibsaan), dan al-Baihaqi dalam Dalaailun Nubuwwah (V/126-128, 129)-, dia berkata: 'Ashim bin 'Umar bin Qatadah meriwayatkan

kepadaku dari 'Abdurrahman bin Jabir bin 'Abdullah, dari ayahnya.

Saya berkata: "Sanad hadits ini shahih, sebagaimana yang dikatakan guru kami, Syaikh al-Albani (hlm. 422)."

451 Diriwayatkan oleh al-Bazzar dalam Musnad-nya (II/346-347/1827 - al-Kasyf): 'Ali bin Syu'aib dan 'Abdullah bin Ayyub al-Makhrami meriwayatkan kepada kami; 'Ali bin Ashim meriwayatkan kepada kami; Sulaiman at-Taimi meriwayatkan kepada kami dari Anas.

Al-Bazzar berkata: "Kami tidak mengetahui seorang pun yang meriwayatkan dengan lafazh ini, kecuali Sulaiman at-Taimi dari Anas. Tidak ada pula yang meriwayatkan dari Sulaiman, kecuali 'Ali." Saya berkomentar: "Al-Haitsami berkata dalam Majma'uz Zawaaid (VI/178): 'Diriwayatkan oleh al-Bazzar. Di dalam sanadnya terdapat 'Ali bin Ashim, perawi yang dha'if karena sering melakukan kesalahan dan bersikukuh dalam mempertahankannya. Meskipun demikian, ia telah dinyatakan tsiqah. Adapun sisa perawi lainnya pun tsiqah."

Hadits ini memiliki penguat dari riwayat *mursal* ar-Rabi' bin Anas, yaitu yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam *Dalaa-ilun Nubuwwah* (V/123-124) dari jalur Ahmad bin 'Abdul Jabbar: Yunus bin Bukair meriwayatkan kepada kami dari Abu Ja'far ar-Razi, dari ar-Rabi'.

Saya menilai: "Sanadnya dha'if, karena terdapat dua cacat di dalamnya, di samping riwayat ini juga *mursal*. Pertama, Abu Ja'far ar-Razi sangat buruk hafalannya. Kedua, Ahmad bin 'Abdul Jabbar adalah perawi dha'if."

<sup>452</sup> Ini adalah bagian dari hadits Jabir yang telah lalu.

453 Hakamat berarti tali kekang dan kendalinya.

454 Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 2864) dan Muslim (no. 1776) dari hadits al-Barra' bin 'Azib 😅 .
Diriwayatkan oleh Muslim dalam Shahiih-nya (no. 1775) dari hadits al-'Abbas dengan lafazh: "...
'Abbas berkata: 'Aku memegang tali kekang bighal Rasulullah ﷺ dan menggenggamnya erat-erat, agar hewan itu tidak berjalan terlalu cepat, sedangkan Abu Sufyan memegang pelana tunggangan beliau ﷺ ...."

455 Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dalam as-Siirah (IV/1106-1007 - Ibnu Hisyam): az-Zuhri meriwayatkan kepadaku dari Katsir bin al-'Abbas, dari ayahnya, al-'Abbas bin 'Abdul Muththalib. Saya menegaskan: "Sanadnya shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dalam Shahiih-nya (no. 1775).

456 Diriwayatkan oleh Muslim dalam Shahiih-nya (no. 1777) dari Salamah bin al-Akwa' 🚁, ia berkata: "Kami berjihad bersama Rasulullah 🎉 dalam Perang Hunain ... Ketika mereka mengepung Rasulullah 🎉, beliau pun turun dari bighalnya lalu mengambil segenggam debu dari bumi. Kemudian, beliau melemparkannya ke wajah orang-orang kafir seraya berkata: 'Buruklah wajahwajah ini!' Tidaklah Allah 👺 membiarkan seorang pun dari mereka, melainkan setiap mata dipenuhi tanah dengan sebab genggaman (lemparan) Rasulullah tersebut. Akhirnya, mereka pun lari tunggang langgang.'"

Hadits ini memiliki penguat dari hadits al-'Abbas bin 'Abdul Muththalib yang diriwayatkan oleh Muslim (1775/76). Di dalamnya disebutkan: "Kemudian, Rasulullah ﷺ mengambil beberapa kerikil dan melemparkannya ke wajah orang-orang kafir, seraya berkata: "Demi Rabb Muhammad, mundurlah kalian!"

Dalam riwayat penguat lainnya (1775/77) disebutkan: "Demi Rabb Ka'bah, mundurlah kalian! Demi Rabb Ka'bah, mundurlah kalian!"

Penguat yang ketiga berasal dari hadits Abu 'Abdurrahman al-Fihri yang diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 5233), ath-Thayalisi (1468, terbitan al-Hijr), Ahmad (22467, 22468, terbitan al-Mu-assasah), dan yang lainnya dengan sanad hasan sebagai hadits syahid (hadits penguat).

Penguat keempat didapat dari hadits Iyadh bin al-Harits 😅 , sebagaimana yang disebutkan di atas. Penguat yang kelima ialah hadits Anas bin Malik 😅 , ia berkata: "Setelah kedua pasukan bertemu (berhadapan satu sama lain), pecahlah perang. Pada saat itulah, Rasulullah berkata: 'Sekarang, perang telah berkobar." Rasulullah 🅦 pun mengambil segenggam kerikil putih dan melemparkannya, seraya berkata: "Mundurlah kalian, demi Rabb Ka'bah."

Hadits penguat yang kelima ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la dalam Musnad-nya (VI/289/3606) dan ath-Thabrani dalam al-Mu'jamul Ausath (V/124/2795 - Majmaa'ul Bahrain) dari jalur 'Amr bin Ashim: Imran al-Qaththan Abul Awam meriwayatkan kepada kami dari Ma'mar, dari az-Zuhri, dari Anas 😅 . Sanad hadits ini hasan.

Penguat keenam diambil dari hadits Yazid bin 'Amir as-Sawa-i 🛎 yang diriwayatkan oleh 'Abdu

bin Humaid dalam Musnad-nya (I/402/439 - al-Muntakhab), al-Bukhari dalam Taarikhul Kabiir (IV/155-156, VIII/316), Ibnu Abi Ashim dalam Ahaad wal Matsaani (III/136/1464), Ibnu Qaani' dalam Mu'jamush Shahabaah (III/225), ath-Thabrani dalam al-Mu'jamul Kabiir (XXII/237/622), ath-Thabari dalam Jaami'ul Bayaan (X/103), Abu Nu'aim al-Ashbahani dalam Ma'rifatus Shahaabah (V/2776-2777/6593), al-Baihaqi dalam Dalaa-ilun Nubuwwah (V/143-144), dan yang lainnya dari dua jalur, dari Sa'id bin as-Sa-ib ath-Tha-ifi, dari as-Sa-ib bin Yasar, dari Yazid, ia berkata: "Kemudian, Rasulullah 继 mengambil segenggam tanah dari bumi. Sesudah itu, beliau menghadap ke kaum musyrikin lalu melemparkannya ke arah wajah mereka, seraya berkata: 'Mundurlah, wahai wajah-wajah yang buruk.' Tidaklah seorang pun dari mereka bertemu dengan kawannya, melainkan ia mengeluhkan sakit pada kedua matanya.

Saya berpendapat: "Sanad hadits ini hasan sebagai penguat. Hadits dari Sa'id bin as-Sa-ib diriwayatkan oleh dua orang perawi yang di-tsigab kan oleh Ibnu Hibban, ahli hadits yang terkenal longgar dalam penilaian. Adapun as-Sa-ib ayah Sa'id, tidak ada yang meriwayatkan darinya selain

anaknya, yaitu Sa'id, bahkan tidak ada seorang pun yang men-tsigah-kannya."

Penguat yang ketujuh diketahui dari hadits 'Abdullah bin Mas'ud 👛 Di dalamnya disebutkan: "Pada Perang Hunain, aku berada di sisi Rasulullah ﷺ. Karena orang-orang melarikan diri dari sisi beliau 🍇 Rasulullah berkata: 'Ambilkanlah untukku segenggam debu.' Kemudian, Rasulullah 🍇 melemparkan segenggam debu itu ke wajah orang-orang kafir. Alhasil, mata mereka pun dipenuhi dengan tanah ...." (Al-Hadits)

Hadits penguat yang ketujuh ini diriwayatkan oleh Ahmad (I/453-454), al-Bazzar dalam Musnad-nya (II/1829 - al-Kasyf), ath-Thabrani dalam al-Mu'jamul Kabiir (IX/10351), al-Hakim (II/117), dan al-Baihagi dalam Dalaa-ilun Nubuwwah (V/142) dengan sanad hasan. Namun hadits ini dinyatakan cacat oleh pen-ta'liq kitab al-Musnad terbitan al-Mu-assasah, namun ta'liq tersebut sangat jelas

kekeliruannya.

457 Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Shahiih-nya (no. 4323) dan Muslim dalam Shahiih-nya (no.

2498) dari hadits Abu Musa al-Asy'ari 😅 .

458 Riwayat ini didha'ifkan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar dalam Fat-bul Baari (VIII/43). Al-Hafizh berkata: "Riwayat ini menyelisihi hadits di dalam *ash-Shahiih*." Penulis 為還 telah mengisyaratkan hal itu melalui pernyataannya: dikatakan (Oiila).

459 Kalimat ini merupakan bagian dari hadits Abu Musa 👼 .

460 Tambahan dari naskah "۶". Telah diriwayatkan juga dari hadits 'Iyadh ats-Tsaqafi, bahwa (jumlah yang terbunuh dari pihak kaum musyrikin) sama dengan jumlah orang-orang yang terbunuh dalam Perang Badar.

461 Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Shahiih-nya (no. 4321) dan Muslim dalam Shahiih-nya (no. 1751) dari hadits Abu Qatadah 👛 .

Al-Hafizh berkata dalam Fat-hul Baari (VIII/43): "Tha-if adalah negeri yang besar dan terkenal. Wilayahnya banyak ditumbuhi anggur dan kurma. Negeri ini berjarak tiga atau dua marhalah di sebelah timur kota Makkah."

463 Dalam kitabnya, Jawaami'us Siirah an-Nabawiyyah (hlm. 193).

464 Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Shahiih-nya (no. 2307, 2308) dengan lafazh: "Aku sungguh menanti-nanti mereka, Bahkan, Rasulullah 2 telah menunggu mereka selama belasan malam ...."

<sup>465</sup> Pada naskah "س" tertulis: "اَلصَّحِيْتُونِيْن".

466 Diriwayatkan oleh Muslim dalam Shahiih-nya (no. 1059).

- 467 Ji'ranah adalah mata air yang terletak antara Tha-if dan Makkah, namun lebih dekat dengan Makkah. Di sanalah Rasulullah u membagi-bagikan ghanimah Perang Hunain. Dari sana pula beliau mulai berihram untuk mengerjakan umrah.
- 468 Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dalam as-Siirah (IV/1147, 1148 Ibnu Hisyam)-dan dari jalurnya diriwayatkan pula oleh al-Baihagi dalam Dalaa-ilun Nubuwwah (V/194-195): 'Amr bin Syu'aib meriwayatkan kepada kami dari ayahnya, dari kakeknya, 'Abdullah bin 'Amr. Saya menilai: "Sanad hadits ini hasan."

Diriwayatkan juga oleh al-Bukhari dalam Shahiih-nya (no. 4318, 4319) dari hadits al-Miswar bin

Makhramah dan Marwan bin al-Hakam.

469 Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dalam *as-Siirah* (IV/1148-1149): Nafi' meriwayatkan kepadaku dari Ibnu 'Umar. Sanad hadits ini hasan karena dikuatkan oleh riwayat Ibnu 'Umar sebelumnya.

- <sup>470</sup> Silakan lihat kitab al-Bidaayah wan Nihaayah (VII/110-113).
- 471 Silakan lihat kitab al-Bidaayah wan Nihaayah (VII/89-90).
- <sup>472</sup> Shahiih Muslim (no. 2313). Diriwayatkan oleh Muslim di tempat lain dalam Shahiih-nya (no. 1060) dari hadits Rafi' bin Khudaij: "Bahwasanya Nabi memberi Shafwan 100 unta." Hadits ini shahih.
- Telah shahih dari sebagian Sahabat, di antaranya hadits 'Abdullah bin Zaid yang diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 4330) dan Muslim (no. 1061), hadits Anas bin Malik yang juga diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 4331-4337) dan Muslim (no. 1059), dan hadits Abu Sa'id al-Khudri yang diriwayatkan oleh Ahmad dalam Musnad-nya (III/76-77) dan Fadhaa-ilush Shahaabah (II/801/1439 dengan ringkas), Ibnu Abi Syaibah dalam al-Mushannaf (XII/156-157/12402, XIV/528-529/18843), Abu Ya'la dalam Musnad-nya (III/344-345/1092 dengan sangat ringkas), ath-Thabari dalam Taariikhul Umam wal Muluuk (III/138), Ibnu Hisyam dalam as-Siirah (IV/1156-1158), al-Baihaqi dalam Dalaa-ilun Nubuwwah (V/176-178) dari beberapa jalur, dari Muhammad bin Ishaq: 'Ashim bin 'Umar bin Qatadah meriwayatkan kepada kami dari Mahmud bin Labid, dari Abu Sa'id. Saya menetapkan: "Sanad hadits ini shahih. Ibnu Ishaq adalah hujjah dalam as-Siyar dan al-Maghaazi. Ia pun telah menjelaskannya dengan tahdits. Selain itu, hadits ini juga telah dishahihkan oleh Penulis (Ibnu Katsir) dalam al-Bidaayah wan Nihaayah (VII/98) dan guru kami, al-Albani isis, dalam Takhriij Fighis Siirah (hlm. 429).

Al-Haitsami berkata dalam Majma'uz Zawaa-id (X/30): "Diriwayatkan oleh Ahmad. Perawinya adalah perawi kitab ash-Shahiih selain Muhammad bin Ishaq. Ia telah menjelaskan penyimakannya."

474 Kisah itu diriwayatkan secara shahih dari 'Umar bin al-Khaththab, 'Ali bin Abi Thalib, dan Abu Sa'id al-Khudri dalam ash-Shahiihain. Adapun hadits-hadits tentang Khawarij berstatus mutawatir.

Al-Hafizh berkata dalam Fat-bul Baari (VI/618): "Adapun perkataannya (al-Bukhari) dalam riwayat ini: 'Umar berkata: 'Izinkanlah aku untuk memenggal lehernya,' hal itu tidak menafikan perkataannya (al-Bukhari) dalam riwayat yang lain: 'Khalid berkata,' karena mungkin saja Umar dan Abu Sa'id meminta hal yang sama."

Silakan lihat kitab al-Bidaayah wan Nihaayah (VII/105-109).

475 Akar dan benih.

<sup>476</sup> Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Shahiih-nya (no. 3610) dan Muslim dalam Shahiih-nya (no. 1064) dari hadits 'Ali bin Abi Thalib 
...

477 Syair Malik bin 'Auf itu tertera dalam kitab as-Siirah (IV/1149-1150 – Ibnu Hisyam). Dari Siirah Ibnu Hisyam-lah penulis menukil dalam al-Bidaayah wan Nihaayah (VII/102-103) tanpa sanad. Awal bait sya'irnya ialah:

Aku tidak pernah melihat dan mendengar orang yang seperti dia,

di kalangan manusia, seluruhnya, yakni yang seperti Muhammad

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shahiih*-nya (no. 1778) dan Muslim dalam *Shahiih*-nya (no. 1253) dari hadits Anas 😅 .

<sup>479</sup> Disebutkan oleh Ibnu Ishaq dalam as-Siirah (IV/1158 – Ibnu Hisyam) tanpa sanad. Pada catatan kaki naskah "" tertulis: "Telah dibacakan di depan penulis "pada pertemuan keempat, hari Kamis, tanggal 17 Sya'ban, tahun 732 H, di Darul Hadits al-Asyrafiyyah, Damaskus—semoga Allah melindunginya."

480 Al-Hafizh berkata dalam Fai-hul Baari (VIII/11): "Tabuk adalah tempat yang sudah dikenal, yang jarak tempuhnya separuh perjalanan dari Madinah ke Damaskus." Ada yang mengatakan: 'Antara Madinah dan Tabuk berjarak kurang lebih 14 marhalah? Kata 'Usrah diambil dari firman Allah SE:

'... yang mengikuti Nabi dalam masa kesulitan .... '(QS. At-Taubah: 117), yaitu Perang Tabuk."

<sup>481</sup> Al-Hafizh berkata: "Perang Tabuk terjadi pada bulan Rajab, tahun kesembilan Hijriyah sebelum haji Wada', tanpa diperselisihkan lagi."

482 Bagian hadits ini shahih dari Ka'ab bin Malik yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Shahiih-nya

(no. 4418) dan Muslim dalam Shahiih-nya (no. 2769).

<sup>483</sup> Diriwayatkan oleh Ahmad dalam Musnad-nya (V/63), Fadhaa-ilush Shahaabah (846, 847), at-Tirmidzi dalam Sunan-nya (no. 3701), Ibnu Abi 'Ashim dalam as-Sunnah (no. 1279) dan al-Jihaad (82), 'Abdullah bin Ahmad dalam Zawaa-idul Musnad (V/63) dan Zawaa-idul Fadhaa-il (738), al-Fasawi dalam al-Ma'rifah wat Taariikh (I/283), al-Qathi'i dalam Zawaa-idul Fadhaa-ilush Shahaabah (839, 846), al-Hakim (III/102), al-Baihaqi dalam Dalaa-ilun Nubuwwah (V/215), Ibnu 'Asakir dalam Taariikh Dimasq (41/43, 43-44, 44), dan yang lainnya dari jalur Dhamrah bin 'Abdullah bin Syaudzab, dari 'Abdullah bin al-Qasim, dari Katsir, maula 'Abdurrahman bin Samurah; dari 'Abdurrahman bin Samurah.

Saya menilai: "Sanad hadits ini hasan. Katsir bin Abu Katsir shaduq dan hasan haditsnya, insya Allah. Haditsnya diiriwayatkan oleh banyak perawi, dan ia di-tsiqah-kan oleh al-'Ijli dan Ibnu Hibban. Katsir termasuk Tabi'in yang terkemuka."

484 Diriwayatkan oleh Asad bin Musa dalam Fadhaa-ilush Shahaabah, sebagaimana di dalam Fat-hul Baari (V/408) secara mursal dari Qatadah. Al-Hafizh tidak mengomentarinya, meskipun di dalamnya

disebutkan: "Tujuh puluh ekor kuda," sebagai ganti seratus.

<sup>485</sup> Diriwayatkan oleh Abu Dawud ath-Thayalisi dalam Musnad-nya (no. 82), Ahmad dalam Musnad-nya (I/70), Ibnu Abi 'Ashim dalam as-Sunnah (no. 1303), an-Nasa-i dalam Sunan-nya (VI/46-47), ad-Daraquthni dalam Sunan-nya (IV/195), al-Qathi'i dalam Zawaa-iid Fadhaa-ilush Shahaabah (827), al-Baihaqi dalam Dalaa-ilun Nubuwwah (V/215-216) dan as-Sunanul Kubraa (VI/167), Ibnu 'Asakir dalam Taariikh Dimasq (41/218-219, 219) dari jalur Hushain bin 'Abdurrahman, dari 'Amr bin Jawan, dari al-Ahnaf bin Qais secara lengkap.

Saya berkata: "Sanad hadits ini dha'if. 'Amr bin Jawan maqbul (diterima), sebagaimana di dalam

at-Tagriib."

Hadits ini dikuatkan secara keseluruhan oleh riwayat al-Bukhari dalam Shahiih-nya (no. 2778) dari hadits 'Utsman bin 'Affan 👛 . Hadits ini telah dishahihkan pula oleh guru kami, al-Albani 🕉, dalam Shahiih Sunanun Nasa-i.

Al-Hafizh berkata dalam *Fat-bul Baari*: "Hadits ini mengandung beberapa hukum tambahan, di antaranya menjelaskan keutamaan Utsman yang tinggi, dan bolehnya seseorang menceritakan kelebihan dirinya jika diperlukan, baik untuk mencegah mudharat atas dirinya atau pun untuk mengambil manfaat bagi dirinya. Perbuatan itu hanya dimakruhkan apabila dilakukan dengan tujuan membanggakan diri, merasa lebih hebat, dan sombong."

486 Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Shahiih-nya (no. 4416) dan Muslim dalam Shahiih-nya (no.

2404) dari hadits Sa'ad bin Abi Waqqash 👛 .

<sup>487</sup> Ibnu Ishaq menyebutkannya dalam *as-Siirah* (IV/175 - Ibnu Hisyam) tanpa sanad.

<sup>488</sup> Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq, Ibnul Mundzir dan Abusy Syaikh dalam kitab tafsir mereka, sebagaimana di dalam ad-Durrul Mantsuur (IV/264) dari az-Zuhri, Yazid bin Yasar, 'Abdullah bin Abu Bakar, dan 'Ashim bin 'Umar bin Qatadah secara mursal. Sanad hadits ini shahih mursal. Diriwayatkan juga oleh ath-Thabari dalam Jaami'ul Bayaan (X/239), serta al-Baihaqi dalam Dalaailun Nubuwwah (V/218) dari Ibnu Ishaq secara maqthu' (hadits yang hanya disandarkan kepada seorang Tabi'in dan tidak sampai kepada Rasulullah

Mengenai al-'Irbad bin Sariyah, hadits itu memang diriwayatkan darinya secara shahih oleh Ahmad dalam Musnad-nya (IV/126-127); Abu Dawud dalam Sunan-nya (no. 4607); ath-Thabari dalam Tafsiir-nya (X/239); Ibnu Hibban dalam Shahiih-nya (V – Ihsaan), ats-Tsiqaat (I/4), dan al-Majruuhiin (I/18); Ibnu Abi 'Ashim dalam as-Sunnah (no. 32, 58, 1040); al-Ajuri dalam asy-Syarii'ah (no. 92-93); al-Arba'iin (no. 8); Ibnu Abi Hatim dalam Tafsiir-nya (VI/1862); Ibnu Baththah dalam al-Ibaanah (no. 142); al-Hakim (I/97); Ibnu 'Abdil Barr dalam at-Tamhiid (XXI/278-279); dan yang lainnya dari jalur al-Walid bin Muslim: Tsaur bin Yazid meriwayatkan kepada kami; Khalid bin Ma'dan meriwayatkan kepadaku; 'Abdurrahman bin 'Amr dan Hujur bin Hujur meriwayatkan kepadaku, keduanya berkata: "Al-'Irbadh bin Sariyah datang menemui kami, sedang ia termasuk orang yang menyaksikan turunnya ayat:

﴿ وَلَا عَلَى ٱلَّذِيرَ ﴾ إذا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَآ أَجِدُ مَا أَجْلُكُمْ عَلَيْهِ .... ( ) ﴾

'Dan tiada (pula dosa) atas orang-orang yang datang kepadamu, supaya kamu memberi mereka kendaraan, lalu kamu berkata: 'Aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu ....' (QS. At-Taubah: 92)"

Saya menegaskan: "Sanad hadits ini shahih. Al-Walid bin Muslim menjelaskan dengan tahdits pada seluruh tingkatan sanad."

Dishahihkan oleh Ibnu Hibban, al-Hafizh Ibnu Hajar dalam Muwaafaqatul Khabar al-Khabar (I/137), al-Albani 織婦, guru kami, dalam as-Silsilatush Shahiihah (no. 937), dan banyak lagi yang lainnya, sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitab saya yang berjudul Bashaa-ir Dzawisy Syaraf (hlm. 67-69). Silakan lihat kitab ash-Shahiihah (II/717-719, VII/18-20).

Diriwayatkan pula oleh ath-Thabari dalam Jaami'ul Bayaan (X/237-238), juga Ibnu Mardawaih dalam Tafsiir-nya sebagaimana di dalam ad-Durrul Mantsuur (IV/263) dari Ibnu 'Abbas, bahwasanya 'Abdullah bin Mughaffal al-Muzanni termasuk di antara orang-orang yang menangis. Hadits ini sangat dha'if karena sanadnya bersambung dengan beberapa orang yang bernama Aufa yang dha'if. Silakan lihat kitab Tafsiirul Qur-aan al-'Azhiim (IV/256-257) dan al-Bidaayah wan Nihaayah (VII/151).

- 489 Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shahiih*-nya (no. 4418) dan Muslim dalam *Shahiih*-nya (no. 2769) dari hadits Ka'ab bin Malik 🚁 .
- <sup>490</sup> Al-hijr adalah tempat tinggal kaum Tsamud, yang sekarang dikenal dengan nama Mada-in Shalih.
- 491 Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shahiih*-nya (no. 4419) dan Muslim dalam *Shahiih*-nya (no. 2980) dari hadits 'Abdullah bin 'Umar 👑.
- - An-Nawawi berkata dalam Syarh Shahiih Muslim (XVIII/111-112): "Di dalam hadits ini terdapat anjuran untuk muraaqabah (merasa diawasi Allah) ketika melewati negeri orang zhalim dan tempat adzab, atau bersikap semisalnya, seperti berjalan cepat di Lembah Muhassar karena tentara gajah dibinasakan di sana. Maka dari itu, sudah selayaknya bagi orang yang lewat di tempat-tempat seperti ini untuk muraqabah, takut, dan menangis, serta mengambil pelajaran dari kehancuran mereka, juga tidak lupa memohon perlindungan kepada Allah dari hal itu.
  - Hadits ini juga mengandung hukum berupa larangan menggunakan sumur-sumur dan mata air Hijr, kecuali Bi'run Naqah. Demikian pula jika membuat adonan roti dengannya, maka tidak boleh dimakan, namun hendaknya diberikan kepada hewan tunggangan. Di antara faedah lainnya ialah boleh memberikan makanan yang tidak dimakan oleh manusia kepada hewan. Di samping itu, terdapat anjuran untuk menjauhi sumur orang-orang zhalim."
- 493 Diriwayatkan oleh Muslim dalam Shahiih-nya (no. 706) dari hadits Anas 🐲 .
- <sup>494</sup> Tambahan yang diperlukan untuk melengkapi redaksi kalimat.
- <sup>495</sup> Diriwayatkan oleh Muslim dalam Shahiih-nya (no. 27) dari hadits Abu Hurairah yang panjang. Di dalamnya terdapat penjelasan mengenai Perang Tabuk. Diriwayatkan juga oleh al-Bukhari dalam Shahiih-nya (no. 2982) dari hadits Salamah bin al-Akwa' secara ringkas, hanya saja di dalamnya tidak ada penjelasan tentang Perang Tabuk.
- <sup>496</sup> Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam Shahiih-nya (no. 1010), al-Bazzar dalam Musnad-nya (1841 al-Kasyf), al-Hakim dalam al-Mustadrak (I/159), al-Baihaqi dalam Dalaa-ilun Nubuwwah (V/231) dari jalur Ashbagh bin Faraj, Harmalah bin Yahya, dan Yunus bin 'Abdul A'la. Semuanya mengambil dari Ibnu Wahab, dari 'Amr bin al-Harits, dari Sa'id bin Abu Hilal, dari 'Utbah bin Abu 'Utbah, dari Nafi' bin Jubair, dari Ibnu 'Abbas.

Diriwayatkan pula oleh Ibnu Hibban dalam *Shahiih*-nya (1383 - *Ihsaan*) dari jalur Harmalah, dari Ibnu Wahab tanpa menyebutkan 'Utbah.

Guru kami, al-Imam al-Albani (121/207): "Sa'id ini rusak hafalannya. Sebelumnya, aku mencacatkan hadits ini karenanya, tetapi ternyata kemudian jelaslah bagiku, setelah meneliti kembali jalur-jalurnya, bahwa di dalam riwayat ini terdapat kelemahan lain, yaitu di antara dia (Sa'id) dan Nafi' terdapat 'Utbah bin Abi 'Utbah. Demikianlah yang dikeluarkan al-Bazzar (II/254/1841), Ibnu Khuzaimah, al-Baihaqi dalam Dalaailun Nubuwwah (V/231), dan al-Hakim (I/159). Akan tetapi, di dalam riwayat al-Hakim, 'Utbah

tidak dinisbatkan. Al-Hakim berkata: 'Utbah adalah Ibnu Abi Hakim.' Ini adalah kekeliruan dari al-Hakim atau dari sebagian perawinya, karena hal itu menyelisihi riwayat yang disebutkan tadi. Bagaimana pun keadaannya, hadits ini dha'if, baik melalui jalur ini atau (jalur 'Utbah bin Abi 'Utbah).

Oleh karena itu, al-Hakim telah melakukan kekeliruan karena mensahihkan hadits ini, walaupun adz-Dzahabi telah menyepakatinya. Mereka berdua (Al-Hakim dan adz-Dzahabi) diikuti oleh penelaah atau pemberi komentar kitab Ihsaan (IV/224). Mereka berdua juga diikuti oleh kedua mu'alliq cetakan terbaru kitab al-Mawaarid. Mereka berkata: 'Sanadnya shahih.' Ini adalah kesalahan fatal, karena mereka tidak menyadari kedua cacat ini. Bahkan mu'alliq pertama menambah kacau keadaan disebabkan takhrij nya. Ia menduga bahwa keempat orang hafizh yang disebutkan itu meriwayatkan hadits ini dari beberapa jalur, dari Harmalah bin Yahya dengan sanad ini. Ini jelas merupakan kesalahan fatal yang muncul dari sifat tergesa-gesa dalam menukil keterangan, tanpa men-tahaja dan memilah-milahnya. Sesungguhnya para hafizh yang disebutkan itu, selain al-Hakim, tidak meriwayatkan hadits ini dari jalur Harmalah. Dalam riwayat yang empat itu pun terdapat 'Utbah, sementara Anda telah mengetahui kelemahannya. Adapun tidak disebutkannya Harmalah di dalam riwayat penulis (Ibnu Hibban), hal itu merupakan indikator yang menguatkan rusaknya hafalan Sa'id bin Abu Hilal, atau salah seorang yang berada di bawahnya. Dan ini, saya anggap mustahil. Wallaahu a'lam."

<sup>497</sup> Pada naskah "ح" dan "¬" tertulis: "وَمِنْ". <sup>498</sup> Ukaidir Dumah adalah Daumatal Jandal, yaitu sebuah perkampungan yang terletak di wilayah pedalaman-bagian utara Taima'. Dari sanalah benteng Ukaidir al-Kindi dapat terlihat. Silakan lihat

kitab Mu'iamul Ma'aalim al-Jughraafiyyah (hlm.127).

499 Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dalam Musnad-nya sebagaimana dalam al-Mathaalibul 'Aaliyah (IV/427/4320, terbitan al-Wathan atau XVII/504/4317, terbitan al-'Aashimah), Ibnu Qani' dalam Mu'jamush Shahaabah (II/351) dari Ja'far bin Humaid; telah menceritakan kepada kami 'Ubaidillah bin Iyad bin Laqith, dari ayahnya, dari Qais bin an-Nu'man 🛎 .

Sanad hadits ini shahih dan perawinya tsiqah. Dikuatkan pula oleh al-Hafizh di dalam Fat-hul Baari

(V/274). Silakan lihat kitab al-Bidaayah wan Nihaayah (V/179-180).

Masjid adh-Dhirar adalah masjid yang dibangun oleh orang-orang munafik untuk memecah belah kaum Muslimin. Tempat ini dipakai untuk mengintai oleh mereka yang ingin melakukan konspirasi dan membahayakan Masjid at-Takwa, yaitu Masjid Quba'. Allah 🕮 menurunkan ayat dalam hal ini:

﴿ وَالَّذِينَ اتَّخَذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَقْرِبِقَاْ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ مِن قَدَّلْ وَلَيَحْلِفُنَ إِنْ أَرَدُنَا إِلَّا ٱلْحُسَنَيُّ وَاللَّهُ يَتْمَهُدُ إِنَّهُمْ لَكَنِيْبُوكَ ١٠٠ لا نَقْعَ فِيهِ أَبِدُأْ لَمَسْجِدُ أَيْسَسَ عَلَى ٱلتَّقْوَىٰ مِنْ أَوْل يَوْمِ أَحَقُ أَنْ تَـقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالُ يُحِبُونَ أَن يَطَهَّرُواْ وَاللهُ يُحِبُّ الْمُطَّلِقِ رِبَ اللهُ أَفَكَ أَسَسَ بُنْسِكَهُ عَلَى تَقْوَىٰ مِكَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرُا مُ مَّنْ أَسَكَسَ بُنْكِنَهُ، عَلَى شَفَاجُرُفٍ هَادٍ فَأَنَّهَ الرّبِهِ فِي نَادٍ جَهَيَّمُ وَاللّهُ لا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّللِمِينَ ۞ لَايَدَالُ بُنْيَنَهُمُ ٱلَّذِى بَنَوّا رِبَةً فِى قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمُّ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمُ ۞ ﴾

"Dan (di antara orang-orang munafik itu) ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudharatan (pada orang-orang Mukmin), untuk kekafiran dan untuk memecah belah antara orangorang Mukmin serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka sesungguhnya bersumpah: 'Kami tidak menghendaki selain kebaikan.' Dan Allah menjadi saksi bahwa sesungguhnya mereka itu adalah pendusta (dalam sumpahnya). Janganlah kamu shalat dalam masjid itu selama-lamanya. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa (Masjid Quba'), sejak hari pertama adalah lebih patut kamu shalat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Dan Allah menyukai orang-orang yang bersih. Maka apakah orangorang yang mendirikan mesjidnya atas dasar takwa kepada Allah dan keridhaan(-Nya) itu yang baik, ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, lalu bangunannya itu jatuh bersama-sama dengan dia ke dalam Neraka Jahannam? Dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zhalim. Bangunan-bangunan yang mereka dirikan itu senantiasa menjadi pangkal keraguan dalam hati mereka, kecuali apabila hati mereka itu telah hancur. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana. (QS. At-Taubah: 107-110)

501 Disebutkan oleh Ibnu Ishaq dalam as-Siirah (IV/1180-1184 – Ibnu Hisyam) tanpa sanad.

502 Sebagaimana firman Allah:

"Janganlah kamu shalat dalam masjid itu selama-lamanya ...." (QS. At-Taubah: 108)

503 Disebutkan oleh Ibnu Ishaq dalam as-Siirah tanpa sanad.

 Pada naskah "س" tertulis: "وَاضِحُ".
 Penulis عَنَّلُنَة berkata dalam al-Bidaayah wan Nihaayah (VII/205): "Demikianlah Musa bin 'Uqbah menyebutkan kisah 'Urwah. Ia mengira hal itu terjadi setelah Abu Bakar ash-Shiddiq menunaikan haji. Abu Bakar al-Baihaqi mengikuti pendapatnya tersebut. Pendapat ini jauh dari kebenaran. Sebab yang benar adalah hal itu terjadi sebelum Abu Bakar ash-Shiddiq menunaikan haji, sebagaimana yang disebutkan Ibnu Ishaq. Wallaahu a'lam."

506 Maksudnya mengembala hewan tunggangan Sahabat-Sahabat Nabi 鑑 ketika mereka sedang

beristirahat.

<sup>507</sup> Ath-thaghut adalah istilah umum yang berarti segala sesuatu yang disembah selain Allah dengan kerelaan. Namun yang dimaksud thaghut dalam hal ini ialah berhala mereka yang paling besar, yaitu yang terkenal dengan nama al-Lata.

<sup>508</sup> Mengejek dan mengolok-olok mereka. Pada naskah "ح" tertulis: "خليّر" tertulis: "خليّر". <sup>509</sup> Silakan lihat paparan Ibnu Ishaq tentang kedatangan utusan ini dalam *Siirah Ibnu Hisyam* (IV/1191-1195), ath-Thabagaatul Kubraa (I/312-313), dan al-Bidaayah wan Nihaayah (VII/204-207, 213-216).

510 Diriwayatkan oleh Ahmad dalam Musnad-nya (IV/21), Abu Dawud dalam Sunan-nya (no. 531), an-Nasa-i dalam al-Muitaba (II/23) dan al-Kubraa (no. 1648), Ibnu Majah dalam Sunan-nya (no. 987), ath-Thahawi dalam Syarh Ma'aanil Aatsaar (IV/128), Ibnu Khuzaimah dalam Shahiih-nya (no. 423), ath-Thabrani dalam al-Kabiir (no. 8365), al-Hakim (I/119, 201), al-Baghawi dalam Syarhus Sunnah (no. 417) dan lainnya, Mereka semua meriwayatkan dari jalur Abul 'Ala, dari Mutharrif bin 'Abdullah, dari 'Utsman. ". كَيْنَانُ Saya berkomentar: "Sanad hadits ini shahih dan telah dishahihkan oleh guru kami, al-Albani المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة Hadits ini pun diriwayatkan oleh Muslim dalam Shahiih-nya (no. 468) dari hadits yang sama yaitu hadits 'Utsman, tanpa menyebutkan nama orang yang mengumandangkan adzan.

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Shahiih-nya (no. 1622, 4655, 4656) dan Muslim dalam Shahiihnya (no. 1347), yang semakna dengannya, dari hadits Abu Hurairah 😅 .

Silakan lihat kitab Fat-hul Baari (VIII/318-319), Tafsiirul Qur-aan al-'Azhiim (IV/132-135), dan

al-Bidaayah wan Nihaayah (VII/226-228).

512 Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Shahiih-nya (no. 4341, 4342) dan Muslim dalam Shahiih-nya (no. 1733).

513 Penulis the berkata dalam al-Bidaayah wan Nihaayah (VII/404-405):

"Haji Wada' juga dinamakan *hajjatul Balaagh*, dan *hajjatul Islaam.* Disebut haji Wada' karena Rasulullah ummgucapkan selamat tinggal (salam perpisahan) kepada manusia di sana, dan memang beliau tidak mengerjakan haji lagi setelah itu. Dinamakan hajjatul Islaam karena Rasulullah 鑑 tidak pernah mengerjakan haji dari Madinah, kecuali pada saat itu, meskipun beliau sudah sering mengerjakan haji sebelum hijrah, baik sebelum maupun setelah diangkat menjadi Nabi.

Ada yang mengatakan bahwa kewajiban haji ditetapkan pada tahun itu (10 H). Ada lagi yang berpendapat: 'Tahun kesembilan.' Yang lain berkata: "Tahun keenam." Bahkan, ada yang mengeluarkan pendapat yang aneh sekali, yakni sebelum hijrah. Dinamakan hajjatul Balaagh karena Rasulullah 🛎 menjelaskan kepada manusia syari'at Allah di dalam ibadah haji melalui perkataan dan perbuatan beliau. Tidak ada yang tersisa sedikit pun dari pondasi-pondasi Islam dan kaidah-kaidahnya melainkan beliau telah menjelaskannya, yaitu ketika beliau menerangkan kepada ummatnya tentang syari'at ibadah haji dengan sejelas-jelasnya.

Allah 👺 menurunkan ayat-Nya ketika beliau sedang wukuf di 'Arafah:

'... Pada hari ini, telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Kuridhai Islam itu menjadi agamamu ....' (QS. Al-Maa-idah: 3)

Yang dimaksud (dari urajan tentang haji Wada' ini) adalah menjelaskan sifat haji Nabi 🍇 Sebab riwayat yang dinukil dalam hal itu berbeda-beda, sehingga menimbulkan perselisihan yang sangat tajam dan perbedaan yang mendasar. Semua itu terjadi karena pengetahuan yang sampai kepada setiap orang dari mereka (para Sahabat). Terlebih lagi perselisihan yang terjadi setelah zaman Sahabat . Adapun riwayat-riwayat yang kami sebutkan ini-dengan memanjatkan pujian terhadap Allah atas pertolongan dan petunjuk-Nya kepada kebaikan, semuanya diambil dari pendapat para imamaretret gnay di dalam kitab-kitab mereka. Kami menghimpun semuanya dengan susunan yang dapat menyejukkan hati siapa saja yang mau memperhatikan dan memperdalam pengetahuannya. Kami menggabungkan antara dua jalur hadits dan telah memahami maknamaknanya, insya Allah. Hanya kepada Allahlah kita menyandarkan kepercayaan dan kepada-Nva pula kita bertawakkal.

Manusia telah memberikan perhatian besar pada sifat-sifat haji Nabi 鑑 sejak zaman imam-imam terdahulu hingga sekarang. Al-Allamah Abu Muhammad bin Hazm al-Andalusi menulis satu kitab tentang haji Wada' yang secara umum sangat bagus. Namun, ada beberapa kekeliruan di dalam

kitab itu, yang akan kami jelaskan pada tempatnya. Wabillaahil musta'aan."

Saya berkomentar: "Guru kami, al-Imam Nashiruddin al-Albani र्क्षेष्ठ, telah menulis kitab berjudul Hajjatun Nabi 🌉 kama Rawaahu Jabir ے . Di dalamnya, beliau mengumpulkan hadits Jabir dari kitab-kitab yang telah dicetak maupun yang masih berbentuk manuskrip, lalu menyusunnya dengan susunan yang sangat bagus, serta menambahkan pasal-pasal ilmiah dan penting. Siapa saja yang ingin mendapatkan keterangan dan pengetahuan tambahan, silakan merujuk pada kitab tersebut."

 Pada naskah "س" tertulis: "يَذْكُرْ".
 Saya berkata: "Terdapat beberapa pendapat ulama tentang hari keberangkatan Rasulullah ﷺ. Penulis منافق telah menjelaskan masalah tersebut dalam al-Bidaayah wan Nihaayah (VII/410-411) dengan penjelasan yang detil dan refresentatif. Silakan merujuk kitab tersebut."

516 Sebuah tempat yang berjarak 7 mil dari Madinah. Dzul Hulaifah merupakan bagian dari lembah al-'Aqiq dan miqat (tempat memulai ihram) bagi penduduk Madinah dan orang yang melewatinya. Daerah ini dikenal juga di kalangan awam (masyarakat) dengan nama Bir 'Ali.

517 Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Shahiih-nya dan Muslim dalam Shahiih-nya (no. 1364)

<sup>518</sup> Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shahiih*-nya (no. 1534) dari hadits 'Umar bin al-Khaththab, juga Muslim dalam Shahiih-nya (no. 1251) dari hadits Anas bin Malik 👛 .

<sup>519</sup> Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Shahiih-nya (no. 270) dan Muslim dalam Shahiih-nya (no.

1192) dari 'Aisyah 🚎 .

<sup>520</sup> Pada naskah "7" dan "8" tertulis: "Dalam hal ini diriwayatkan suatu pendapat dari al-Imam Ahmad, juga dari al-Imam ...."

521 Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Shahiih-nya (no. 1568) dan Muslim dalam Shahiih-nya (no. 1218) dari hadits Jabir bin 'Abdullah, Hadits ini dibagi-bagi (dipenggal) oleh al-Bukhari ke dalam beberapa tempat dalam kitab Shahiih-nya. Sementara itu, Imam Muslim membawakannya pada satu tempat saja dalam Shahiih-nya dengan susunan yang bagus. Semoga Allah merahmati keduanya.

<sup>522</sup> Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam *Sunan*-nya (no. 1797), an-Nasa-i dalam *al-Mujtaba* (V/148-149, 157) dan al-Kubraa (no. 3691, 3711), serta al-Baihaqi dalam al-Kubraa (V/15) dari jalur Yahya bin Ma'in, dari al-Hajjaj, dari Yunus, dari Abu Ishaq as-Sabi'i, dari al-Bara' dengan redaksi yang

Saya menilai: "Sanad hadits ini dha'if. Karena, Abu Ishaq adalah seorang *mudallis*, rusak hafalannya, dan telah meriwayatkan dengan 'an'anah di dalam sanadnya. Adapun penyimakan Yunus darinya diketahui terjadi setelah hafalannya rusak."

Hadits ini memilki penguat dari hadits 'Ali bin Abi Thalib 👛 diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam Shahiih-nya (3777 - Ihsaan) dengan sanad hasan. Bahkan, riwayat ini telah dishahihkan oleh

guru kami, al-Albani क्येडि.

<sup>523</sup> Benar. Akan tetapi, hal ini hanya berlaku bagi orang yang membawa hewan kurbannya, sebagaimana keadaan Nabi 🌉 dan yang lainnya ketika itu. Adapun yang tidak membawa kurbannya tetap diwajibkan melaksanakan haji Tamattu', seperti halnya yang disebutkan Penulis 🕉 Hal itu dikuatkan lagi dengan kedatangan Abu Musa al-Asy'ari 🕳 dari Yaman untuk mengerjakan haji. Ketika itu, Rasulullah 🗯 bertanya kepadanya: "Dengan apa kamu berihram?" Ia menjawab: "Aku berihram sebagaimana ihramnya Nabi 🌉." Beliau bertanya lagi: "Apakah kamu membawa hewan kurban?" Abu Musa menjawab: "Tidak." Maka Rasulullah memerintahkan kepadanya: "Berthawaflah di Ka'bah dan bersa'ilah di Shafa dan Marwah ...." Yang demikian itu jelas-jelas menerangkan tentang pelaksanaan haji Tamattu'.

Dengan demikian, yang menghalangi 'Ali 娄 untuk melaksanakan haji Tamattu' ialah hewan kurban yang dibawanya. Oleh karena itu, ketika 'Ali 娄 datang dari Yaman, dia mendapati isterinya (Fathimah) mengerjakan haji Tamattu', bukan haji Qiran. 'Ali pun mengingkari perbuatan tersebut lalu bertanya: "Siapa yang memerintahkanmu berbuat demikian?" Fathimah menjawab: "Ayahku, yaitu Nabi 纖, yang memerintahkanku." Sesudah itu, 'Ali 釹 bergegas pergi menemui Nabi 纖 dan mengabarkan apa yang dilakukan Fathimah. Rasulullah 纖 berkata: "Ia benar. Ia benar. Ia benar. Aku yang memerintahkannya berbuat demikian." Hal ini tidak diragukan lagi adalah Tamattu'. Silakan lihat kitab Hajjatun Nabi 纖 (hlm. 10-17, 66-67) karya guru kami, al-Albani 坳.

524 Tambahan dari naskah "ア".

525 Penulis AMS telah menyebutkan dalam kitabnya, al-Bidaayah wan Nihaayah (VII/622-625), beberapa riwayat dan pendapat seagian ulama tentang hal itu. Silakan lihat kitab Syarh Shahiih Muslim karya an-Nawawi (VIII/193), Zaadul Ma'aad (II/280-283), dan Nailul Authaar (V/151).

Diriwayatkan oleh Abu Dawud (II/197/1953), al-Bukhari dalam Khalqu Af'aalil 'Ibaad (129/398 – dengan ringkas), Ibnu Sa'ad dalam ath-Thabaqaatul Kubraa (VIII/310), Ibnu Abi 'Ashim dalam al-Ahaad wal Matsaani (VI/92/3305), Abu Ya'la al-Mushili dalam Musnad-nya dan al-Mathaalibul 'Aaliyah (VII/75/1275, terbitan al-'Aashimah atau II/53-54/1295, terbitan al-Wathan), ath-Thabrani dalam al-Mu'jamul Kabiir (24/207/777) dan al-Mu'jamul Ausaath (III/47/2430), Abu Nu'aim al-Ashbahani dalam Ma'rifatush Shahaabah (VI/3368/7701), Bahsyal dalam Taariikh Wasith (hlm. 244), al-Baihaqi dalam as-Sunanul Kubraa (V/151), al-Mizzi dalam Tahdziibul Kamaal (IX/122-123), Ibnul Atsir dalam Usudul Ghaabah (VI/140), dan lainnya dari Abu 'Ashim an-Nabil: Rabi'ah bin 'Abdurrahman al-Ghanawi meriwayatkan kepada kami dari neneknya yang bernama Sarra binti Nabhan, ia berkata: "Aku mendengar Rasulullah sebertanya pada saat haji Wada': 'Apakah kalian tahu hari apa ini?' —Sarra binti Nabhan berkata: 'Hari itu orang-orang menyebutnya Yaumur Ru'us'. Mereka menjawab: 'Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu.' Beliau bersabda: "Hari ini adalah pertengahan dari beberapa hari Tasyriq ...." (Al-Hadits)

Saya menegaskan: "Hadits ini dha'if karena Rabi'ah seorang yang majhul."

Hadits ini memiliki penguat yang berasal dari hadits dua orang laki-laki dari Bani Bakar 🚓, di mana mereka berkata: "Kami melihat Rasulullah 🌉 berkhutbah pada pertengahan beberapa hari Tasyriq ...." (Al-Hadits) Hadits penguat ini diriwayatkan oleh Abu Dawud (II/197/1952) dan al-Baihaqi (V/151) dari jalur Ibnul Mubarak, dari Ibrahim bin Nafi' dari Ibnu Abu Najih, dari ayahnya, dari dua orang laki-laki dengan redaksi yang sama.

Saya berpendapat: "Sanad hadits ini shahih."

Hadits penguat lainnya berasal dari hadits Abu Nadhrah: orang yang mendengar khutbah Nabi pada pertengahan beberapa hari Tasyriq meriwayatkan kepadaku ....

Hadits penguat ini diriwayatkan oleh Ahmad (V/411), juga al-Harits bin Abu Usamah dalam Musnad-nya (I/193-194/51 – Bughyatul Baahits)—dari jalurnya diriwayatkan oleh Abu Nuʻaim al-Ashbahani dalam Ma'rifatush Shahaabah (VI/3172-3173/7300)—dan yang lainnya dari dua jalur: dari al-Jariri dan dari Abu Nadhrah dengan redaksi yang sama.

Saya berkomentar: "Sanad hadits ini shahih. Walaupun al-Jariri itu rusak hafalannya, namun orang yang mendengar hadits ini darinya dalam riwayat Ahmad, yakni Isma'il bin 'Ulayyah, dia mendengarnya dari al-Jariri sebelum hafalan al-Jariri rusak dan berubah."

Hadits penguat ketiga didapat dari hadits Ibnu 'Umar 🕳 yang semakna dengannya, yaitu yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi (V/152) dengan sanad hasan. Di dalamnya terdapat Musa bin 'Ubaidah, perawi yang dha'if, sebagaimana diterangkan dalam at-Taqriib.

Al-Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah berkata dalam Zaadul Ma'aad (II/288-289): "Nabi sekhutbah di hadapan manusia di Mina dua kali: (1) khutbah pada hari Nahar dan (2) khutbah pada pertengahan beberapa hari Tasyriq. Ada yang berpendapat: 'Hari kedua dari hari Nahar, di mana hari ini merupakan hari yang paling ausath, yakni yang terbaik. Orang-orang yang mengemukakan pendapat ini berdalil dengan hadits Sarra' binti Nabhan." Ibnul Qayyim menyebukan hadits tersebut.

Ia berkata pula: "Yaumur Ru-us (hari kepala) adalah hari kedua dari hari Nahar. Ini menurut kesepakatan."

Saya menambahkan: "Dinamakan demikian karena pada hari itu mereka memakan kepala-kepala hewan kurban."

527 Yaitu, ketika turun firman Allah 🕦:

"... Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Kuridhai Islam itu menjadi agamamu ...." (QS. Al-Maidah: 3)

- 528 Pada naskah "ح" dan "ح" tertulis: "وَكَانَ أَكُثُرُ مَا " . 529 Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shahiih*-nya (no. 198, 2588) dan Muslim dalam *Shahiih*-nya
- 530 Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Shahiih-nya (no. 687) dan Muslim dalam Shahiih-nya (no. 418, 90).

531 Dalam kitabnya, ar-Raudhul Unuf (VII/578-579).

- 532 Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Shahiih-nya (no. 680) dan Muslim dalam Shahiih-nya (no. 419)
- 533 Ibnu Hajar membantah pendapat ini dalam Fat-hul Baari (VIII/129-130). Dia pun menyebutkan perbedaan pendapat ulama dalam hal ini. Silakan merujuk kembali kitab tersebut.

534 Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 3536) dan Muslim (no. 2349) dari hadits 'Aisyah 🚎 , seperti halnya di tempat lain dalam al-Bukhari (no. 3902) dan Muslim (no. 2351) dari hadits Íbnu 'Abbas ....

- 535 Tahdziibul Asmaa' wal Lughaat (I/23). Telah shahih pula riwayat Muslim (no. 2348) dari hadits Anas, dia berkata: "Rasulullah wafat pada usia 63 tahun, Abu Bakar pada usia 63 tahun, dan 'Umar pada usia 63 tahun."
- <sup>536</sup> Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shahiih*-nya (no. 4464, 4465) dari 'Aisyah dan Ibnu 'Abbas : "Bahwasanya Nabi 🛎 bermukim di Makkah selama sepuluh tahun, lalu diturunkan al-Qur-an kepada beliau, kemudian di Madinah juga sepuluh tahun."

537 Diriwayatkan oleh Muslim (no. 2353) dari hadits Ibnu 'Abbas. Di dalamnya diterangkan: "Hitunglah, pada usia 40 beliau diutus (sebagai Nabi), lalu tinggal di Makkah selama 15 tahun dalam keadaan aman maupun takut, lalu 10 tahun (tinggal) di Madinah setelah hijrah."

An-Nawawi berkata dalam Tahdziibul Asmaa' wal Lughaat (I/23): "Rasulullah ﷺ wafat pada usia 63 tahun, namun ada yang berpendapat 65 tahun dan 60 tahun. Pendapat yang pertama lebih shahih dan lebih masyhur. Ketiga pendapat tersebut diriwayatkan di dalam kitab ash-Shahiih. Para ulama berkata: 'Bentuk kompromi antara beberapa riwayat ini ialah, bahwasanya yang mengatakan 60 tahun tidak menghitung bilangan satuannya (kelebihan dari enam puluh tahun tidak dihitung), yang meriwayatkan 65 tahun menghitung tahun kelahiran dan kematian beliau, dan yang berpendapat 63 tahun tidak menghitung dua tahun tersebut (kelahiran dan kematian beliau). Adapun pendapat yang benar adalah 63 tahun."

<sup>538</sup> Pendapat pertama dan terakhir terdapat di dalam *Shahiih Muslim*, sedangkan pendapat kedua terdapat di dalam Shahiihul Bukhari.

539 Al-Bukhari mengeluarkan kisah ini (no. 4454) dari hadits Ibnu 'Abbas 🐗 tanpa menyebutkan Musa.

540 Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Shahiih-nya (no. 3667, 3668) dari hadits 'Aisyah 👑 . Baginya

penguat dari hadits Salim bin 'Ubaid 🕳 yang akan segera disebutkan.

<sup>541</sup> Diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Musnad*-nya (VI/267), Ishaq bin Rahawaih dalam *Musnad*-nya (no. 914), Abu Dawud dalam Sunan-nya (no. 3141), Ibnu Majah dalam Sunan-nya (1464 – dengan ringkas), Ibnul Jarud dalam al-Muntagaa' (no. 517), Ibnu Hibban dalam Shahiih nya (no. 2156, 2157 - al-Mawaarid), al-Hakim (III/59-60), al-Baihaqi dalam al-Kubraa (III/387) dan Dalaa-ilun Nubuwwah (VII/242), serta yang lainnya dari jalur Ibnu Ishaq dalam kitabnya, as-Siirah (IV/1302-1303-Ibnu Hisyam): Yahya bin 'Abbad bin 'Abdullah bin az-Zubair meriwayatkan kepadaku dari ayahnya, dari 'Aisyah dalam kisah yang panjang.

Saya menilai: "Sanad hadits ini hasan. Ibnu Ishaq adalah hujjah di dalam al-Maghaazi dan ia menjelaskannya dengan tahdits. Guru kami, al-Albani र्वाड, menshahihkannya dalam Shahiih

Mawaariduz Zham'aan (no. 1808).

Al-Bushiri berkata dalam Mishbaahuz Zujaajah (II/25): "Sanadnya shahih dan perawinya tsigah. Muhammad bin Ishaq memang seorang mudallis, namun Ibnul Jarud dan Ibnu Hibban dalam Shahiih-nya telah menjelaskan tahdits-nya, begitu juga al-Hakim dalam al-Mustadrak dari jalur Ibnu

Ishaq. Oleh karena itu, hilanglah kecurigaan tadlis-nya."

Nama lengkapnya Aus bin Khauli bin 'Abdullah bin al-Harits al-Anshari al-Khajraji. Ia ikut serta pada Perang Badar dan peperangan lainnya. Ia meninggal dunia di Madinah an-Nabawiyah pada masa Khalifah 'Utsman 🚁 .

<sup>543</sup> Diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Musnad*-nya (I/260) dari jalur Ibnu Ishaq: Husain bin 'Abdullah

menceritakan kepadaku dari Ikrimah, dari Ibnu 'Abbas.

Syaikh Ahmad Syakir ﷺ berkata dalam ta'liq-nya atas kitab al-Musnad (IV/104): "Sanadnya dha'if, karena al-Husain bin 'Abdullah dha'if."

Hadits ini memiliki jalur lain dari Ibnu 'Abbas yang semakna dengannya, yakni yang diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jamul Kabiir* (I/no. 629) dengan sanad hasan sebagai *syahid* (penguat) dan *mutaaba'ab* (pendukung).

Penguat lainnya berasal dari riwayat *mursal* asy-Sya'bi, yang juga semakna dengannya, yaitu yang diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam *ath-Thabaqaatul Kubraa* (II/241) dan al-Baihaqi dalam *Dalaa-ilun Nubuwwah* (VII/243) dengan sanad shahih.

Terdapat pula penguat yang lain dari riwayat *mursal* Ibnu Syihab az-Zuhri yang diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad (II/241) dengan sanad shahih. Secara keseluruhan, derajat hadits ini hasan.

Dinisbatkan kepada Sahul, yaitu suatu tempat di Yaman yang terkenal dengan tenunan kainnya.
 Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Shahiih-nya (no. 1264) dan Muslim dalam Shahiih-nya (no. 941) dari hadits 'Aisyah .

546 Pada naskah "ع" dan "ح" tertulis: "أفْرَاداً".

Kisah tentang orang-orang yang menshalatkan Nabi satu demi satu diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dalam asy-Syamaa-il (no. 378), dan dari jalurnya diriwayatkan oleh al-Baghawi dalam al-Anwaar fii Syamaa-ilin Nabiyyil Mukhtaar (no. 1209), an-Nasa-i dalam as-Sunanul Kubraa (no. 7081), 'Abdu bin Humaid dalam Musnad-nya (365 – al-Muntakhab), ath-Thabrani dalam al-Mu'jamul Kabiir (VII/6367), Bahsyal dalam Taariikh Waasith (hlm. 51-52) dari jalur Salamah bin Nabith, dari Nu'aim bin Abu Hind, dari Nabith bin Syuraith, dari Salim bin 'Ubaid (kemudian ia menyebutkan kisah yang panjang). Saya berpendapat: "Sanad hadits ini shahih. Dishahihkan juga oleh guru kami, al-Albani 🎎, dalam Mukhtasharusy Syamaa-il."

Hadits ini memiliki penguat dari hadits Abu 'Asib—ada yang mengatakan: "Abu 'Asim"—yang diriwayatkan oleh Ahmad (V/81), Ibnu Sa'ad dalam ath-Thabaqaatul Kubraa (II/252, 263), Abu Nu'aim al-Ashbahani dalam Ma'rifatush Shahaabah (V/2969/6921), dan lainnya dengan sanad shahih.

Hadits penguat lainnya diambil dari hadits 'Abdullah bin 'Abbas was yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dalam as-Siirah (IV/1303). Dari jalurnya diriwayatkan oleh Ibnu Majah (I/520-521/1628) dengan sanad hasan sebagai penguat. Di dalamnya terdapat Husain bin 'Abdullah, perawi yang dha'if.

Dalam kitab al-Babruz Zakhkhaar (V/394-396/2028): Muhammad bin Isma'il al-Ahmasi meriwayatkan kepada kami; 'Abdurrahman bin Muhammad al-Muharibi meriwayatkan kepada kami dari Ibnu al-Ashbahani, bahwasanya dikabarkan kepadanya dari Murrah, dari Ibnu Mas'ud.

Al-Bazzar berkata: "'Abdurrahman al-Ashbahani tidak mendengar hadits ini dari Murrah, akan tetapi ia mendengar hadits ini dari orang yang mengabarkan kepadanya dari Murrah. Namun, aku (al-Bazzar) tidak mengetahui seorang pun yang meriwayatkan dari 'Abdullah selain Murrah." Saya berkomentar: "Mengenai cacat yang disebutkan olehnya, yakni terputusnya sanad (munqathi'), hal itu benar. Bahkan, penilaian itu dikuatkan lagi dengan penjelasan berikutnya. Adapun yang dimaksud dengan Ibnu al-Ashbahani adalah sosok yang bernama 'Abdurrahman, hal ini tertolak karena beberapa alasan:

Pertama, 'Abdurrahman, yaitu Ibnu 'Abdullah al-Ashbahani, yang dinisbatkan oleh al-Bazzar, ia adalah salah seorang Tabi'in yang meriwayatkan dari Anas bin Malik. Jadi, kemungkinan besar

ia pernah bertemu dengan Murrah, yaitu Ibnu Syarahil.

Kedua, al-Muharibi tidak bertemu dengan al-Ashbahani, yaitu 'Abdurrahman yang dinisbatkan oleh al-Bazzar, karena ia termasuk tingkatan kesembilan, sedangkan Ibnu al-Ashbahani tingkatan keempat sebagaimana dijelaskan dalam *at-Taqriib*. Selain itu, al-Muharibi meninggal pada tahun 195 H, sedangkan

al-Ashbahani meninggal pada masa Khalifah Khalid bin 'Abdullah al-Qarsi (pada awal-awal tahun 100 H). Ketiga, ath-Thabrani menjelaskan dalam *al-Mu'jamul Ausaath* (IV/209) bahwasanya riwayat al-Muharibi ini berasal dari ('Abdul Malik) bin al-Ashbahani, bukan (dari 'Abdurrahman) sebagaimana yang diklaim al-Bazzar. Seperti inilah redaksi ucapannya: 'Diriwayatkan oleh al-Muharibi dari 'Abdul Malik al-Ashbahani, dari Murrah, dari 'Abdullah.'

Berdasarkan uraian tersebut, jika Ibnu al-Ashbahani itu adalah 'Abdul Malik, seperti halnya yang dikatakan ath-Thabrani, maka berarti ia telah meluruskan perkataan al-Bazzar yang mencacatkannya karena sanad yang terputus. Alhasil, sanad al-Bazzar sangat lemah dari Murrah karena Ibnu al-Ashbahani (yaitu 'Abdul Malik) dha'if, sebagaimana yang akan dijelaskan. Al-Muharibi juga dikomentari oleh Ibnu Hatim melalui pernyataannya: 'Shaduq jika meriwayatkan dari perawi tsiqah. Ia suka meriwayatkan hadits-hadits munkar dari para perawimajhul. Akibatnya, rusaklah haditsnya karena meriwayatkan dari para perawi majhul tersebut.' Adz-Dzahabi berkata: 'Tsiqah, tetapi ia meriwayatkan hadits-hadits munkar dari perawi-perawi majhul.'" Ath-Thabrani juga telah mengeluarkan hadits ini dalam al-Mu'jamul Ausaath (IV/208-209/3996) dan ad-Du'aa (III/1371-1372/1219): 'Ali bin Sa'id ar-Razi meriwayatkan kepada kami; Muhammad bin Abban al-Balkhi meriwayatkan kepada kami; 'Amr bin Muhammad al-'Anqazi meriwayatkan kepada kami; 'Abdul Malik al-Ashbahani meriwayatkan kepada kami dari Khallad ash-Shaffar, dari al-Asy'ats bin Thaliq, dari al-Hasan al-'Urani, dari Murrah bin Syarahil al-Hamadani.

Saya berkomentar: "Demikianlah 'Abdul Malik ini, sebagaimana akan dijelaskan lebih lanjut. Adapun tambahan di dalam sanadnya (yaitu: dari Khallad bin ash-Shaffar, dari al-Asy'ats, dan dari al-Hasan al-'Urani), tambahan ini menguatkan perkataan al-Bazzar di atas, bahwasanya Ibnu

al-Ashbahani tidak mendengar langsung dari Murrah."

Riwayat 'Abdul Malik ini juga kacau dengan kerancuan yang parah. Terkadang, ia meriwayatkan dari Murrah tanpa menyebutkan (Khallad, al-Asy'ats, dan al-Hasan al-'Urani), namun terkadang menyebutkan mereka. Terkadang pula ia tidak menyebutkan Khallad bin ash-Shaffar saja, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Mani' di dalam Musnad-nya, juga di dalam al-Mathaalibul 'Aaliyah (XVII/538-539/4329, terbitan al-'Ashimah atau IV/432-433/4332, terbitan al-Wathan) dan It-haaful Khiyaarah al-Maharah (VII/131-132/6512, terbitan Daar al-Wathan), serta Ahmad bin Syabib al-Habathi dalam al-Juz-uts Tsaani min Hadiitsihi, sebagaimana di dalam al-Miizan (I/265), Lisaanul Miizaan (I/455-456) dari jalur ath-Thabrani dalam ad-Du'aa (III/1370-1371/1218) dari dua jalur, dari 'Abdul Malik bin 'Abdurrahman, dari al-Asy'ats.

Abu Nu aim al-Ashbahani meriwayatkan hadits ini di dalam Hilyatul Auliyaa' (IV/168-169), al-Hakim (III/60), al-Baihaqi dalam Dalaa-ilun Nubuwwah (VII/231) dari jalur Salam bin Salim ath-Thawil, dari 'Abdul Malik bin 'Abdurrahman, dari al-Hasan al-'Urani, dari al-Asy'ats bin Thaliq,

dari Murrah. Demikianlah, terjadi keterbalikan (kekacauan) di dalam sanadnya.

Al-Hakim berkata: "'Abdul Malik bin 'Abdurrahman yang ada di dalam sanad adalah perawi majhul (tidak dikenal). Aku tidak mengetahui yang men-tsiqah-kannya dan yang mendha ifkannya.

Adapun sisa perawi lainnya tsiqah."

Al-Imam adz-Dzahabi meralat kekeliruan al-Hakim dalam at-Talkhiish: "Yang lebih parah lagi, al-Fallas menuduhnya (Abdul Malik) berdusta. Adapun perkataan al-Hakim: 'Adapun sisa perawi lainnya tsiqah,' dapat saya katakan bahwasanya hadits ini sebenarnya maudhu'. Semua perawinya memang tsiqah kecuali satu orang. Seandainya al-Hakim mempunyai rasa malu, tentu ia tidak akan mencantumkan hadits seperti ini."

Saya berkomentar: "Apa yang dikatakan al-Imam adz-Dzahabi benar, namun perkataan beliau juga harus dikoreksi karena terluput darinya cacat Salam ath-Thawil yang meriwayatkan dari al-Ashbahani. Salam adalah perawi matruk (yang haditsnya ditinggalkan), sebagaimana diterangkan dalam at-Taqriib. Anehnya, adz-Dzahabi sendiri pernah berkata dalam al-Miizaan: 'Mereka meninggalkan riwayatnya.' Itulah yang mengherankan darinya, yaitu bagaimana hal itu dapat terluput dalam mengomentari perkataan al-Hakim: 'Adapun sisa perawi lainnya tsiqah.'"

Al-Bushiri pun mengomentari al-Hakim dalam *It-haaful Khiyaarah al-Maharah* (II/530): "Aku katakan, 'Abdul Malik ini dikomentari oleh al-Fallas sebagai pendusta, sedangkan al-Bukhari

mengkategorikannya ke dalam munkarul hadiits."

Abu Nu'aim al-Ashbahani berkata: "Hadits g*barib* ini berasal dari Murrah dari 'Abdullah, namun tidak ada yang meriwayatkannya secara *muttashil* (bersambung sanadnya) selain 'Abdul Malik bin 'Abdurrahman, yaitu Ibnu al-Ashbahani."

Saya menegaskan: "Perkataan Abu Nu'aim tersebut menguatkan apa yang saya sebutkan di muka tentang kekeliruan al-Bazzar dalam memberi nama Ibnu al-Ashbahani. *Wallaahu a'lam*."

Al-Baihagi berkata: "Sanadnya dha'if karena ada Murrah."

Sementara itu, Salam ath-Thawil dilemahkan oleh penulis dalam al-Bidaayah wan Nihaayah (VIII/132), hanya saja terluput dari beliau apa yang kami jabarkan tadi.

Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam ath-Thabaqaatul Kubraa (II/256) dari al-Waqidi: 'Abdullah bin Ja'far meriwayatkan kepadaku dari Ibnu Abi 'Aun, dari Ibnu Mas'ud.

Saya menilai: "Hadits ini *maudhu*' (palsu). Di dalamnya terdapat beberapa kelemahan. Di antaranya: Pertama, al-Waqidi seorang pendusta, sebagaimana yang dikatakan Imam Ahmad, an-Nasa-i, dan selainnya. Kedua, 'Abdullah bin Ja'far, ayah 'Ali bin al-Madini, perawi yang dha'if. Ketiga, sanad hadits ini terputus."

Al-Hafizh al-'Iraqi berkata dalam al-Mughni 'an Hamlil Asfaar (IV/469): "Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam ath-Thabaqaat dari riwayat Ibnu 'Aun, dari Ibnu Mas'ud. Kami meriwayatkannya dalam Masyikhatul Qadhi Abu Bakar al-Anshari dari riwayat al-Hasan al-'Urani, dari Ibnu Mas'ud. Akan tetapi, kedua riwayatnya munqathi' (terputus) dan dha'if (lemah) sebab al-Hasan al-'Urani hanya meriwayatkan dari Murrah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dan ath-Thabrani dalam al-Ausath."

Kesimpulannya, hadits ini maudhu', tidak shahih. Wallaahu a'lam.

Penulis talia berkata dalam al-Bidaayah wan Nihaayah: "Penshahihannya perlu ditinjau kembali. Wallaahu a'lam."

549 Pada naskah "٤" tertulis: "لِمُنَافَسَتِهِمْ".

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dalam *Sunan*-nya (no. 1018) dan *asy-Syamaa-il* (no. 390): Abu Kuraib meriwayatkan kepada kami; Abu Mu'awiyah meriwayatkan kepada kami dari 'Abdurrahman bin

Abu Bakar, dari Ibnu Abi Mulaikah, dari 'Aisyah.

Saya menilai: "Sanad hadits ini dha'if. 'Abdurrahman bin Abu Bakar adalah perawi dha'if sebagaimana disebutkan dalam at-Taqriib. Sementara at-Tirmidzi menilai hadits ini gharib."

Guru kami, al-Albani (195): "Sebaliknya, hadits ini shahih karena memiliki beberapa hadits lain yang menguatkannya, sebagaimana yang telah kujelaskan di dalam Ahkaamul Janaa-iz (hlm. 137-138)."

Hadits tersebut akan segera disebutkan takhrij-nya secara khusus.





# [Haji Dan Umrah Nabi 鑑]

Rasulullah **tidak** pernah melaksanakan haji sesudah berhijrah, kecuali sekali saja. Itulah yang disebut dengan *hajjatul Islaam* dan *hajjatul Wadaa*'.

Ibadah haji baru diwajibkan pada tahun 6 H menurut pendapat sebagian ulama, sedangkan menurut sebagian lainnya pada tahun 9 H. Ada juga yang berpendapat pada tahun 10 H, namun pendapat ini aneh. Lebih aneh lagi pendapat yang diriwayatkan oleh Imam al-Haramain dalam *an-Nihaayah*, yang dinukil dari pendapat sebagian sahabatnya yaitu bahwasanya haji diwajibkan sebelum hijrah.<sup>2</sup>

Adapun umrah, Rasulullah se melakukannya sebanyak empat kali, yaitu umrah Hudaibiyah yang sempat terhalangi, umrah Qadha sesudahnya, kemudian umrah Ji'ranah, dan terakhir umrah bersama haji.<sup>3</sup>

Rasulullah melaksanakan haji sebelum hijrah satu kali. Namun, terdapat pendapat lain yang lebih tepat, yakni lebih dari satu kali. Sebab, Rasulullah biasa keluar pada malam-malam musim haji untuk mengajak ummat manusia kepada agama Allah se .4 Semoga Allah melimpahkan shalawat dan salam kepada beliau hingga hari Kiamat.

# [Jumlah Peperangan Rasulullah ﷺ Dan Pasukan Perang Yang Diutus Beliau]

Mengenai peperangan Nabi ﷺ, Muslim<sup>5</sup> telah meriwayatkan dari hadits 'Abdullah bin Buraidah bin al-Hashib al-Aslami, dari ayahnya, ia menceritakan: "Rasulullah ﷺ berperang sebanyak sembilan belas kali, delapan di antaranya beliau terlibat langsung dalam pertempuran."

Diriwayatkan dari Zaid bin Arqam, ia berkata: "Rasulullah berperang sebanyak sembilan belas kali. Aku ikut bersama beliau dalam tujuh belas peperangan di antaranya."

Muhammad bin Ishaq menyatakan: "Jumlah peperangan yang diikuti langsung oleh Rasulullah adalah 27 kali. Sementara jumlah pasukan yang pernah beliau kirim sebanyak 38 ekspedisi."

Ibnu Hisyam menambahkan jumlah ekspedisi dan pengiriman pasukan lebih banyak daripada yang disebutkan oleh Ibnu Ishaq. Wallaabu a'lam.

# [Sekilas Tentang Mukjizat Rasulullah ﷺ]

Berikut ini adalah tanda-tanda kenabian Muhammad se secara global (umum) karena akan membutuhkan berjilid-jilid kitab apabila diperinci. Para ulama telah mengumpulkan lebih dari seribu mukjizat Rasulullah se. Mukjizat yang paling mulia dan paling agung adalah al-Qur-an al-Karim, sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya:

"Yang tidak datang kepadanya (al-Qur-an) kebatilan, baik dari depan maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari (Rabb) Yang Mahabijaksana lagi Maha Terpuji." (QS. Fushshilat: 42)

Mukjizat al-Qur-an terletak pada sisi lafazh dan kandungan maknanya. Dari sisi lafazh, al-Qur-an berada di puncak kefasihan. Semakin tinggi ilmu yang dimiliki seseorang tentang bahasa Arab, maka semakin agung al-Qur-an dalam pandangannya, khususnya dalam konteks ini. Al-Qur-an telah menantang ahli bahasa Arab yang fasih dan ahli balaghah (sastra dan keindahan bahasa) pada masa diturunkannya ayat-ayat suci ini—padahal mereka sangat memusuhi dan selalu mendustakannya—untuk membuat yang semisal dengannya atau sepuluh surat<sup>9</sup> yang setara dengan surat-surat al-Qur-an, atau satu surat saja, <sup>10</sup> dan ternyata mereka tidak mampu. Allah memberitahukan bahwa mereka tidak akan pernah dapat membuatnya sampai kapan pun juga, selama-lamanya. Bahkan, al-Qur-an menantang pula kalangan jin dan manusia seluruhnya untuk membuat yang semisal dengan al-Qur-an, namun mereka juga tidak mampu. Allah mengabarkan hal itu dalam firman-Nya:

"Katakanlah: 'Sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa al-Qur-an ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain." (QS. Al-Israa': 88)

Masih banyak lagi sisi-sisi lain yang menunjukkan keagungan al-Qur-an.

Adapun dari sisi kandungan maknanya, al-Qur-an memiliki makna yang kuat, penuh hikmah, mengandung kasih sayang, serta memperhatikan kemaslahatan dan kesudahan yang baik; menghadirkan kesesuaian, membantu tercapainya berbagai tujuan yang mulia, dan menolak berbagai bentuk kerusakan. Sebenarnya masih banyak

kandungan makna yang bisa diserap oleh orang yang memiliki akal sehat, yang bersih dari syubhat dan hawa nafsu. Kita berlindung kepada Allah dari syubhat dan hawa nafsu serta kita memohon petunjuk kepada-Nya.

Di samping itu, Rasulullah tumbuh besar di tengah masyarakat yang sudah mengenal nasab beliau, mengetahui pengasuh beliau, menyaksikan ke mana beliau keluar dan masuk, serta melihat beliau sebagai seorang anak yatim di tengah-tengah mereka. Masyarakat Arab mengenal beliau sebagai orang yang amanah lagi jujur, suka berbuat kebajikan, dan lurus perilakunya. Semua orang pada waktu itu sudah mengetahui pribadi beliau dan tidak ada yang mengingkarinya selain orang-orang keras kepala yang suka berdusta<sup>11</sup> lagi sombong.

Rasulullah dikenal sebagai orang tidak dapat menulis, bahkan masyarakat belum pernah melihatnya berkumpul bersama dengan orang-orang yang ahli dalam ilmu tersebut. <sup>12</sup> Tidak dapat dipungkiri bahwa di tanah kelahiran beliau memang tidak ada ilmu yang diwariskan orang-orang terdahulu atau orang yang mengenal ilmu tersebut. Maka Nabi datang kepada mereka, ketika berusia 40 tahun, untuk menjelaskan apa yang terjadi pada masa lampau dengan terperinci dan penuh penjelasan. Hal ini dapat dibuktikan oleh para ulama yang telah meneliti kitab-kitab klasik, para ahli sejarah, dan orang-orang yang dijadikan panutan dalam kejujuran. Dengan kata lain, tatkala kitab-kitab suci sebelumnya telah mengalami perubahan dan penyelewengan, beliau pun datang dengan membawa firman Allah yang menjelaskan semua kitab suci tersebut. Tujuannya tidak lain untuk menjaga kemurniannya dan menunjukkan kebenaran yang beliau bawa.

Rasulullah i juga dikenal sebagai orang yang paling jujur dan amanah. Sifat yang beliau miliki ini belum pernah disaksikan oleh kalangan *Ulul Albab*. Di samping itu, beliau dikenal karena ibadahnya, kekhusyu'annya, ketundukannya. Nabi selalu berdo'a dan bersabar atas segala gangguan orang-orang yang menentang beliau, dan tidak putus asa dalam menanggung kesusahan (cobaan), dan bersikap zuhud terhadap dunia. Beliau pun memiliki akhlak<sup>13</sup> yang luhur dan mulia, seperti dermawan, berani, malu, santun, dan suka menyambung tali

silaturrahim. Masih banyak lagi budi pekerti yang jarang terkumpul pada diri seseorang sebelum maupun sesudah beliau. Hal itu hanya terdapat pada pribadi Rasulullah semata.

Secara akal sehat dapat diketahui bahwa Rasulullah mustahil berdusta kepada makhluk yang paling hina, meskipun dengan kedustaan yang paling kecil. Dengan demikian, bagaimana mungkin, apabila memang seperti itu [keadaannya], beliau berani berdusta terhadap Allah, Rabbul 'aalamiin. Bukankah beliau telah mengabarkan tentang siksa yang pedih di sisi Allah bagi siapa saja yang berdusta dan berbohong kepada-Nya? Perbuatan keji itu pasti tidak akan mungkin dilakukan selain oleh seburuk-buruk, senekat-nekat, dan sejahat-jahat hamba Allah.

Fakta ini sangatlah jelas, bahkan bagi anak kecil yang masih belajar di sekolah dasar sekalipun. Maka, bagaimana pula bagi kaum cerdik pandai dan kaum berakal yang telah mengorbankan jiwa dan harta, meninggalkan anak dan tanah air, serta menjahui kerabatnya demi kecintaan dan ketaatan kepada Allah? Semoga Allah meridhai mereka semua. Shalawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah atas beliau sepanjang<sup>15</sup> perputaran siang dan malam.

Di antara bukti kenabian Rasulullah ﷺ ialah apa yang tercantum dalam al-Qur-an [al-Azhim]<sup>16</sup> dan hadits-hadits shahih, seperti hal-hal ghaib yang terjadi pada masa mendatang, yang sama persis dengan apa yang dikabarkan dalam al-Qur-an, seperti anak panah yang dibariskan sejajar.<sup>17</sup> Hanya saja, tidak mungkin semua mukjizat itu disebutkan di sini.

Bukti kenabian Muhammad lainnya adalah berbagai kemampuan luar biasa (mukjizat) yang diperlihatkan Allah melalui tangan beliau , di antaranya, kisah yang Allah sampaikan dalam Kitab-Nya [yang mulia] tentang terbelahnya bulan. Tatkala kaum musyrikin meminta bukti kepada Nabi, pada suatu malam, maka beliau menunjuk ke arah bulan, kemudian bulan itu pun terbelah menjadi dua. Orangorang kafir tadi bertanya kepada orang-orang kampung di sekitarnya, barangkali mereka melihat demikian karena sihir Muhammad sampung di sekitarnya,

ternyata semua masyarakat juga menyaksikan seperti yang mereka lihat. Kejadian ini luar biasa, *mutawaatir* (masyhur) di kalangan ahli sejarah karena banyaknya para Sahabat yang meriwayatkan kisah ini.<sup>20</sup> Semoga Allah meridhai mereka.

Bukti kenabian lain adalah mukjizat yang diperlihatkan karena berkah do'a Nabi dalam banyak kesempatan. Namun, hal itu tidak mungkin diungkapkan semua dalam kitab ini, bahkan beberapa jilid kitab pun tidak akan dapat menjabarkan seluruhnya. Al-Hafizh Abu Bakar al-Baihaqi telah merangkum semua mukjizat tersebut dalam sebuah kitab yang lengkap,<sup>21</sup> mengikuti metode para ulama sebelumnya,<sup>22</sup> yang kemudian diikuti oleh banyak ulama sesudahnya. Semoga Allah melimpahkan rahmat kepada mereka.

Bukti lain dari kenabian adalah peristiwa yang terjadi berkat do'a beliau berikut ini.

Suatu hari, Rasulullah berdoʻa kepada Allah atas sakhlah<sup>23</sup> (anak kambing) yang digembalakan Ibnu Masʻud . Setelah menyebut nama Allah dan memerah susu hewan itu, maka keluarlah susu yang banyak sehingga bisa diminum oleh beliau dan Abu Bakar . <sup>24</sup> Hal serupa juga beliau [lakukan]<sup>25</sup> terhadap kambing milik Ummu Ma'bad . <sup>26</sup> . <sup>26</sup>

Nabi pernah mendoʻakan Thufail binʻAmr sehingga ia memiliki tanda kekuasaan Allah pada ujung cambuknya, yakni berupa cahaya yang berkilau, yang dapat terlihat dari kejauhan.<sup>27</sup>

Demikian juga yang dialami oleh al-Usaid bin al-Khudhair dan 'Abbad bin Bisyr, [dua orang Sahabat Anshar]. Mereka berhasil keluar dari rumah Rasulullah pada suatu malam yang gelap gulita. 29

Rasulullah ﷺ pernah mendoʻakan keburukan atas tujuh orang yang mengejek beliau ketika sedang shalat, hingga mereka pun tewas dalam Perang Badar karenanya.<sup>30</sup>

Rasulullah juga pernah mendo'akan keburukan atas Suraqah sehingga kedua kaki kudanya terbenam ke dalam tanah. Kemudian, beliau mendo'akan keselamatannya sehingga kaki kudanya pun [terlepas] (dari himpitan bumi)<sup>32</sup>.<sup>33</sup>

Pada Perang Badar,<sup>34</sup> Nabi ﷺ melempar kaum musyrikin hanya dengan segenggam kerikil, namun semua orang kafir Quraisy terkena lemparan tersebut, hingga akhirnya Allah menghancurkan mereka.<sup>35</sup> Demikian juga yang beliau lakukan pada Perang Hunain.<sup>36</sup>

Pada perang ini juga, Rasulullah memberikan *jadzalan*<sup>37</sup> kepada 'Ukasyah bin Mihshan , tetapi tiba-tiba kayu yang ada di tangannya berubah menjadi pedang yang sangat tajam.<sup>38</sup>

Nabi juga pernah mengabarkan kepada pamannya, al-'Abbas, pada saat ia tertawan, tentang harta yang disembunyikan olehnya dan isterinya, Ummul Fadhal, di bawah palang pintu rumahnya. 'Abbas pun mengakui hal itu.<sup>39</sup>

Rasulullah pun pernah memberitahukan 'Umair bin Wahab tentang niatnya untuk membunuh beliau , yaitu ketika ia datang dengan alasan menebus para tawanan Perang Badar. Kebenaran hal tersebut diakui 'Umair, bahkan karenanya ia masuk Islam pada saat itu juga. Semoga Allah meridhainya.

Pada Perang Uhud, Rasulullah ﷺ menyembuhkan mata Qatadah bin an-Nu'man azh-Zhafri. Padahal, biji matanya telah jatuh ke pipinya; bahkan ada riwayat yang menyebutkan sudah [jatuh ke]<sup>41</sup> tangannya. Sesudah sembuh, matanya menjadi lebih baik daripada semula. Hampir tidak bisa dibedakan dengan mata yang satunya.<sup>42</sup>

Pada Perang Khandaq, Nabi memberi makan kaum Muslimin yang jumlahnya banyak sekali, yang hampir mencapai seribu orang, hanya dengan seekor anak kambing dan satu sha' gandum di rumah Jabir .43 Sebagaimana pada hari itu juga beliau memberikan makan mereka dengan beberapa butir kurma, yang jumlahnya sedikit, yang dibawa oleh anak perempuan Basyir.44

Rasulullah juga pernah memberi makan sekitar delapan puluh orang dengan makanan yang hampir bisa digenggam oleh tangan beliau

yang mulia.45 Hal serupa juga beliau lakukan saat pesta walimah beliau dengan Zainab binti Jahsy 46

Adapun yang terjadi pada Perang Tabuk lebih menghebohkan lagi. Nabi memberi makan seluruh pasukan dan memenuhi seluruh nampan mereka hanya dengan makanan sebesar rabdhah<sup>47</sup>. <sup>48</sup> Beliau pernah pula memberikan kepada Abu Hurairah sebuah mizwadan<sup>49</sup> (berisi kurma). Pemberian itu terus menjadi bekal makanannya dalam waktu lama, bahkan seringkali dibawa olehnya dalam jihad fii sabiililah. Kantong itu masih terus dibawa Abu Hurairah hingga masa-masa terbunuhnya 'Utsman seringkali dibawa olehnya seringkali dibawa Abu Hurairah seringga masa-masa terbunuhnya 'Utsman seringkali dibawa Abu Hurairah seringga masa-masa terbunuhnya 'Utsman seringkali dibawa Abu Hurairah seringga masa-masa terbunuhnya 'Utsman seringkali dibawa Abu Hurairah seringga masa-masa terbunuhnya 'Utsman seringkali dibawa Abu Hurairah seringga masa-masa terbunuhnya 'Utsman seringkali dibawa Abu Hurairah seringga masa-masa terbunuhnya 'Utsman seringkali dibawa Abu Hurairah seringga hingga masa-masa terbunuhnya 'Utsman seringkali dibawa Abu Hurairah seringga masa-masa terbunuhnya 'Utsman seringga masa-masa terbunuhnya 'Utsman seringga masa-masa terbunuhnya 'Utsman seringga masa-masa terbunuhnya 'Utsman seringga masa-masa terbunuhnya 'Utsman seringga masa-masa terbunuhnya 'Utsman seringga masa-masa terbunuhnya 'Utsman seringga masa-masa terbunuhnya 'Utsman seringga masa-masa terbunuhnya 'Utsman seringga masa-masa terbunuhnya 'Utsman seringga masa-masa terbunuhnya 'Utsman seringga masa-masa terbunuhnya 'Utsman seringga masa-masa terbunuhnya 'Utsman seringga masa-masa terbunuhnya 'Utsman seringga masa-masa terbunuhnya 'Utsman seringga masa-masa terbunuhnya 'Utsman seringga masa-masa terbunuhnya 'Utsman seringga masa-masa terbunuhnya 'Utsman seringga masa-masa-masa terbunuhnya 'Utsman seringga masa-masa-masa terbunuhnya 'Utsman seringga masa-masa-ma

Bentuk mukjizat seperti itu sangat banyak,<sup>51</sup> yang terlalu panjang apabila diceritakan satu per satu. Oleh sebab itu, kami akan mengulasnya dalam sebuah tulisan tersendiri (secara terpisah) *insya Allah*. Hanya kepada-Nyalah kita bertawakkal.<sup>52</sup>

Pada kesempatan lain, Rasulullah pernah berdo'a kepada Allah saat musim paceklik, sedangkan beliau masih berada di atas mimbar, maka serta merta turunlah hujan dari atap masjid hingga membasahi jenggotnya. Padahal, sebelumnya tidak terlihat tanda-tanda hujan di langit dan tidak ada sedikit pun qaza'ah<sup>53</sup> walaupun sebesar telapak tangan. Ketika beliau meminta supaya langit kembali cerah, awan pun segera bergerak menjauh dari Madinah sehingga kota tersebut berubah menjadi seperti iklil<sup>54</sup>.55

Nabi ﷺ juga pernah mendoʻakan keburukan atas kaum Quraisy sehingga mereka mengalami masa paceklik yang sangat sulit diungkapkan dengan kata-kata. Sampai-sampai mereka memohon belas kasihan kepada beliau. Akhirnya, Rasulullah ﷺ melepaskan mereka dari kesulitan itu karena kasihan.<sup>56</sup>

Pernah pula dibawakan kepada Nabi sebuah bejana berisi air untuk berwudhu'. Orang-orang ingin berwudhu' bersama beliau dari bejana tersebut. Beliau mencoba mencelupkan tangannya ke dalam bejana itu, namun ternyata tidak mencukupi (bagi para Sahabatnya). Kemudian, Rasulullah berdo'a memohon kepada Allah sehingga memancarlah air dari sela-sela jemari beliau 5.57

Demikian juga yang Rasulullah lakukan pada Perjanjian Hudaibiyah (dalam hal perbekalan makanan), bahkan ketika itu pasukan kaum Muslimin berjumlah 1.400 orang. Jabir berkata: "Kalaupun jumlah kami kala itu 1.000 orang, niscaya makanan itu pasti cukup untuk kami." <sup>58</sup>

Nabi juga melakukan hal serupa dalam banyak perjalanan yang beliau lakukan, yakni dengan menuangkan air ke dalam kantong kulit.

Perawi menceritakan: "Ketika Nabi memerintahkan kepadaku untuk menuangkan air ke dalam ghirbah (kantong kulit), aku sungguh khawatir apabila air itu menjadi kering karena terhisap oleh bagian ghirbah yang kering. Beliau pun memasukkan tangannya ke dalam kantong tersebut dan berdo'a kepada Allah . Tidak lama kemudian, memancarlah air dari jari-jari tangan beliau untuk Sahabat-Sahabatnya sehingga mereka semua bisa berwudhu' dan minum darinya". 59

Demikian juga, Rasulullah pernah melepaskan anak panah ke sebuah mata air di Hudaibiyah. Setelah panah itu menancap, air pun memancar sehingga dapat mencukupi kebutuhan mereka (kaum Muslimin).60

Seperti itu pula yang terjadi pada Perang Dzatus Sathihatain.<sup>61</sup> Alhasil, para Sahabat dapat menyimpan air dan berwudhu', bahkan Nabi memerintahkan sebagian dari mereka untuk mandi karena junub. Meskipun demikian, air dalam dua kantong kulit (yang dijadikan sebagai perantara) milik seorang wanita tidak berkurang sama sekali.

Sesudah itu, wanita tersebut kembali kepada kaumnya dan berkata: "[Sesungguhnya]<sup>62</sup> hari ini aku melihat ahli sihir yang paling pandai di muka bumi. Kalaulah bukan, berarti ia adalah seorang Nabi ...!"

Kemudian, wanita itu pun masuk Islam dan diikuti oleh kaumnya yang juga masuk Islam. Semoga Allah meridhai mereka.<sup>63</sup>

Masih banyak lagi mukjizat seperti yang dijelaskan tersebut. Akan tetapi, akan terlalu panjang apabila disebutkan satu per satu di sini. Apa yang kami utarakan di atas kiranya sudah cukup, *insya Allah* 👺 .

# [Berita Tentang Berbagai Hal Ghaib Di Masa Depan]

Rasulullah mengabarkan berbagai perkara ghaib pada masa mendatang yang benar-benar terjadi sesuai dengan apa yang beliau kabarkan. Sebagai contohnya ialah berita yang dikabarkan Allah dalam Kitab-Nya, yaitu agama Islam akan meraih kejayaan, kalimat Islam akan tinggi, serta orang-orang yang beriman dan beramal shalih dari ummat ini akan menjadi para pemimpin di muka bumi. 64 Semua perkiraan itu sudah benar-benar terjadi. 65

Allah 👺 juga mengabarkan tentang kemenangan Romawi terhadap Persia. Beberapa tahun kemudian, hal itu benar-benar terjadi.66

Nabi pernah memberitahukan kepada kaumnya yang ikut diasingkan bersama beliau di perkampungan (Abu Thalib) bahwasanya Allah akan mengirim rayap untuk memakan surat pemboikatan tersebut. Benar, rayap-rayap itu pun memakannya, kecuali bagian surat yang bertuliskan lafazh Allah. 67 Begitulah kenyataan yang terjadi.

Sebelum Perang Badar, Rasulullah ﷺ mengabarkan tentang tempat-tempat kematian beberapa orang Quraisy dalam peperangan besok. Keesokan harinya, terjadilah hal yang sama persis dengan apa yang beliau kabarkan.68

Nabi juga menceritakan bahwa harta simpanan Kisra dan Kaisar akan dibelanjakan di jalan Allah.<sup>69</sup> Demikianlah itulah yang kemudian terjadi.<sup>70</sup>

Rasulullah ﷺ pernah menyampaikan kabar gembira kepada ummatnya, yaitu bahwasanya kekuasaan mereka (kaum Muslimin)

akan terbentang sepanjang belahan bumi.<sup>71</sup> Demikian pulalah yang terjadi.<sup>72</sup>

Nabi pun memberitahukan bahwa Kiamat akan terjadi setelah ummat Islam memerangi kaum yang shigaarul a'yun (bermata sipit) dan dzulful unuf (berhidung pesek), wajah mereka bagaikan al-majaan al-mithraqah (perisai). Itulah karakter bangsa Tartar. Demikian pulalah yang nantinya terjadi.

Rasulullah pernah mengabarkan bahwa al-Hasan bin 'Ali akan menjadi sebab berdamainya dua golongan besar kaum Muslimin yang bertikai. Demikianlah yang telah terjadi. <sup>76</sup>

(Nabi juga memberitahukan akan adanya peperangan melawan kaum Khawarij<sup>77</sup> dan menyebutkan kepada mereka karakter Dzu Tsudayyah.<sup>78</sup> Ternyata, peristiwa itu betul-betul terjadi sebagaimana yang beliau kabarkan, sama persis dan tiada beda<sup>79</sup>.)<sup>80</sup>

Nabi pernah menjelaskan tentang keluarnya api yang akan menerangi leher-leher unta di Bushra dari tanah Hijaz. Api itu benarbenar muncul sekitar tahun 605 H. Berita mengenai peristiwa tersebut *mutawatir* dan sangat populer. Ahkan, orang yang menyaksikan langsung leher-leher unta tersebut bercahaya di Bushra telah menceritakannya kepadaku. (Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Rasulullah , yaitu setiap kali nama beliau diperdengarkan oleh orangorang yang menyebutnya).

Rasulullah juga mengabarkan secara detail tentang berbagai hal yang telah terjadi dan akan terjadi sebelum hari Kiamat, namun tidak mungkin disebutkan satu per satu di sini. Apa yang sudah kami sebutkan kiranya sudah cukup, insya Allah . Hanya kepada Allah kita bertawakkal.

# [Beberapa Kabar Gembira Dalam Kitab-Kitab Samawi Terdahulu Tentang Kedatangan Rasulullah

Dalam kitab-kitab suci terdahulu tercantum kabar gembira tentang kedatangan Nabi ﷺ, sebagaimana yang telah disebutkan Allah dalam firman-Nya. Kabar itu tertulis di dalam Taurat dan Injil,87 seperti halnya yang diucapkan Nabi 'Isa »:

"... Dan memberi kabar gembira dengan (datangnya) seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad (Muhammad) ...." (QS. Ash-Shaff: 6)

Diriwayatkan oleh al-Bukhari,<sup>88</sup> dari 'Abdullah bin 'Amr &, bahwasanya ia mendapati sifat-sifat Rasulullah ﷺ disebutkan dalam kitab Taurat, lalu Sahabat ini pun menyebutkannya.

Dalam kitab Taurat—yang diakui kebenarannya oleh kaum Yahudi sekarang—yaitu pada Kitab Pertama, 60 disebutkan bahwa Allah menampakkan diri-Nya kepada Ibrahim dan berfirman kepadanya: "Bangkitlah dan berjalanlah di muka bumi, ke seluruh penjurunya, yang melintang dan membujur untuk kehormatan anakmu."

Sudah dimaklumi bahwasanya tidak ada yang berhasil memiliki (menguasai) bumi bagian barat dan bagian timur selain Nabi Muhammad ﷺ, sebagaimana tercantum dalam hadits shahih berikut ini.

Rasulullah a bersabda:

# ( إِنَّ اللهَ زَوَى لِيَ الْأَرْضَ فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا وَسَيَبْلُغُ مُلْكُ أُمَّتِيْ مَا زُويَ لِيْ مِنْهَا.))

"Allah telah menggulung bumi untukku sehingga aku dapat melihat bagian timur dan baratnya. Sungguh, kekuasaan ummatku akan mencapai seluruh bagian bumi yang digulung tersebut."91

Dalam kitab Taurat<sup>92</sup> juga disebutkan bahwa Allah berfirman kepada Ibrahim "Adapun Ishaq, akan muncul keturunanmu dari dirinya. Sementara itu, Aku memberikan berkah kepada Isma'il. Aku memperbanyak keturunannya dan Aku memberinya keagungan. Anak keturunannya Aku jadikan seperti bintang-bintang<sup>93</sup> di langit ...." sampai kepada firman-Nya: "... lalu Kami memuliakan dirinya dengan kemunculan Maadz, Maadz." Yakni, Muhammad. Diriwayatkan juga bahwa nama beliau adalah Ahmad. Disebutkan: "Kemudian, Aku menjadikannya orang yang mulia dan sangat mulia." [Disebut jaddan jaddan artinya mulia dan sangat mulia.<sup>94</sup>]<sup>95</sup>

Masih dalam kitab itu juga disebutkan: "Sesungguhnya Allah berjanji kepada Ibrahim bahwasanya Isma'il akan menjadi orang yang memiliki kekuasaan atas seluruh ummat, setiap ummat manusia akan berada di bawah kekuasaannya, dan ia akan menetap di setiap negeri saudara-saudaranya."

Ahlul Kitab dan yang lainnya mengetahui bahwa Isma'il tidak pernah masuk ke negeri Syam,<sup>97</sup> juga tidak pernah menetap di negerinegeri saudaranya. Semua itu hanya dilakukan oleh keturunannya, yakni Nabi Muhammad . Tidak ada seorang pun pula dari kalangan Arab yang menguasai Syam dan Mesir sebelum ummat Muhammad . Penaklukan kedua negeri tersebut terjadi pada masa kekhalifahan Abu Bakar ash-Shiddiq dan 'Umar al-Faruq. Semoga Allah meridhai keduanya.

Pada kitab keempat Taurat yang ada di tangan mereka sekarang disebutkan: "Seorang Nabi yang akan Aku lahirkan dari kerabat saudara mereka. Sepertimu, hai Musa, Aku akan jadikan firman-Ku pada lisannya."98

Sudah dimaklumi bahwa mereka (kaum Yahudi) pasti mengetahuinya. Demikian pula, diketahui oleh setiap orang bahwasanya Allah tidak pernah mengutus seorang pun dari keturunan Isma'il sebagai [Nabi] selain Muhammad , bahkan di antara Nabi-Nabi Bani Israil tidak ada yang menyerupai Musa selain 'Isa. Sementara itu, kaum Yahudi tidak mengakui kenabian 'Isa. Di samping itu, 'Isa juga bukan berasal dari anak saudara mereka karena nasabnya bersambung dari pihak ibunya . Maka dari itu, pasti yang dimaksud (keturunan Isma'il) adalah Nabi Muhammad .

Di antara contoh lain terdapat di bagian penutup Taurat, yakni pada akhir kitab kelima: "[Allah @ datang dari Sinai]<sup>100</sup> dan memancarkan cahaya-Nya dari arah Sa'ir, lalu membumbung tinggi dari Gunung Faran."<sup>101</sup>

Artinya, syariat dan cahaya Allah datang dari Bukit Sinai tempat Allah berbicara kepada Musa . Sesudah itu, ajaran itu memancar dari arah Sa'ir, yakni gunung tempat Nabi 'Isa dilahirkan dan diutus. Setelah itu, cahaya itu melambung dari Gunung Faran, yaitu Makkah. Dalilnya adalah Allah memerintahkan Ibrahim untuk membawa pergi Isma'il ke Gunung Faran. 102

Sebagian ulama berdalil atas kebenaran riwayat ini dengan sumpah Allah wang menyebutkan tiga tempat tersebut, dari level terendah hingga yang paling tinggi, yaitu dalam firman-Nya:

"Demi (buah) tin dan (buah) zaitun, dan demi Bukit Sinai, dan demi kota (Makkah) ini yang aman." (QS. At-Tiin: 1-3)

Dalam kitab Taurat disebutkan tempat-tempat itu sesuai dengan tempat yang sesungguhnya, 103 satu per satu, sesuai dengan cahaya yang muncul pada tempat masing-masing.

Sementara dalam al-Qur-an, ketika bersumpah dengan menyebut nama ketiga tempat tersebut, Allah menyebutkan tempat kelahiran 'Isa, Musa, lalu Muhammad (dari yang terendah hingga yang paling

tinggi). Semoga shalawat dan salam terlimpahkan kepada mereka semua. Sebab, kebiasaan orang Arab apabila bersumpah ialah menyebutkan sesuatu yang terendah terlebih dahulu baru kemudian yang lebih tinggi.

Demikian juga kitab Zabur Nabi Dawud an berbagai berita kenabian yang ada sekarang di tangan Ahlul Kitab. Ternyata, di dalamnya terkandung banyak kabar gembira tentang kedatangan Nabi Muhammad a, sebagaimana diceritakan oleh mereka yang sudah masuk Islam, baik dahulu maupun sekarang.

Di dalam Injil sendiri disebutkan [al-farqaliith]<sup>104</sup> yang digambarkan sifat-sifatnya sama persis sifat seperti Nabi Muhammad . Bahkan, penjelasan Asy'aya dan Armaya<sup>105</sup> sangatlah jelas bagi orang yang mau membacanya. Segala puji bagi Allah. Segala karunia dan hujjah yang jelas hanyalah dari-Nya. 106

#### [Anak-Anak Rasulullah ﷺ]

Sebelumnya telah disebutkan paman-paman dan bibi Nabi saat menyebutkan nasab-nasab beliau yang suci. 107 Adapun anak-anak beliau seluruhnya, yang putera maupun yang puteri, semuanya berasal dari Khadijah binti Khuwailid sebagai berasal (berasal) 108 dari Mariah al-Qibthiyyah. Mereka adalah sebagai berikut:

Al-Qasim, dari nama inilah diambil kun-yah Rasulullah (Abul Qasim). Ia adalah anak beliau yang paling sulung. Kemudian, lahirlah Zainab, Ruqayyah, baru Ummu Kultsum dan Fathimah.

Setelah menjadi Nabi, beliau dikaruniai 'Abdullah, disebut juga ath-Thayyib dan ath-Thahir, karena dilahirkan dalam Islam. Ada yang berpendapat bahwa ath-Thahir ini bukan ath-Thayyib. Pendapat itu dibenarkan oleh sebagian ulama.

Sesudah itu, Nabi dikaruniai Ibrahim dari Mariah. Ia dilahirkan di Madinah pada tahun 8 H. Ibrahim meninggal pada usia satu tahun sepuluh bulan. Oleh sebab itu, Nabi sepabda:

"Akan ada wanita yang menyusuinya di Surga." 109

Semua anak Rasulullah meninggal sebelum beliau wafat, kecuali Fathimah syang meninggal dunia beberapa saat sesudah beliau wafat. Ada yang berpendapat enam bulan setelah beliau wafat, menurut riwayat yang masyhur. 110 Ada juga riwayat yang mengatakan:

"Delapan bulan sesudah beliau wafat." Dalam riwayat lain disebutkan setelah tujuh puluh hari, tujuh puluh lima hari, dan tiga bulan. Ada riwayat lain lagi yang mengatakan seratus hari. Ada juga yang menyebutkan selain itu.

Yang menshalatkan jenazah Fathimah adalah 'Ali . Ada riwayat lain yang menyebutkan Abu Bakar , namun riwayat ini aneh.

Ada pula riwayat yang menyebutkan<sup>112</sup> bahwa Fathimah sudah mandi sesaat sebelum meninggal dunia. Oleh sebab itu, ia berpesan agar tidak usah dimandikan lagi setelah meninggal. Riwayat ini pun aneh sekali.

Diriwayatkan bahwasanya orang-orang yang memandikan Fathimah adalah 'Ali; al-'Abbas; dan Asma binti Umais isteri Abu Bakar ash-Shiddiq; serta Salma Ummu Rafi', yakni bidan yang membantu kelahiran Fathimah. Demikianlah riwayat yang shahih. 113

#### [Isteri-Isteri Rasulullah ﷺ]

Wanita pertama yang dinikahi Rasulullah adalah Khadijah binti Khuwailid . Ia adalah wanita yang meneguhkan hati beliau saat diangkat menjadi Rasul. Ia juga wanita yang pertama kali beriman kepada beliau, menurut pendapat yang shahih. Ada juga pendapat yang menyatakan bahwa orang yang pertama kali beriman adalah Abu Bakar, namun pendapat ini ganjil. 114

Selama Khadijah masih hidup, Rasulullah ﷺ tidak pernah menikah dengan wanita lain<sup>115</sup> dikarenakan kemuliaan dan kehormatannya di sisi beliau. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama, siapa yang lebih utama: Khadijah atau 'Aisyah ﷺ? Kebanyakan ulama menguatkan pendapat bahwa Khadijah ﷺ lebih utama. <sup>116</sup> Khadijah meninggal dunia sebelum Nabi berhijrah <sup>117</sup>. <sup>118</sup>

Tidak lama kemudian, Rasulullah menikahi Saudah binti Zam'ah al-Quraisyiyyah al-'Amiriyyah , setelah kematian Khadijah, di Makkah dan sempat tinggal serumah di sana. Tatkala usia Saudah sudah lanjut, Rasulullah ingin menceraikannya. Akan tetapi, Saudah mengajak berdamai dengan memberikan giliran malamnya kepada 'Aisyah . Ada riwayat bahwa Saudahlah yang menyampaikan penawaran itu kepada Rasulullah , maka beliau memberikan giliran tersebut kepada 'Aisyah .

Berkaitan dengan masalah tersebut, Allah 👺 menurunkan firman-Nya:

"Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya ...." (QS. An-Nisaa': 128)<sup>119</sup>

Saudah meninggal dunia pada akhir-akhir masa kekhalifahan Amirul Mukminin, 'Umar bin al-Khaththab 👺 .

Ada riwayat menyebutkan bahwa Nabi sudah menikahi 'Aisyah sebelum menikahi Saudah. Akan tetapi, Rasulullah ﷺ baru berkumpul dengan 'Aisyah ﷺ pada bulan Syawwal<sup>120</sup> tahun 2 H. Rasulullah ﷺ belum pernah menikahi perawan selain 'Aisyah ﷺ <sup>121</sup> [Tidak pernah pula turun wahyu saat beliau sedang berada dalam satu selimut dengan salah seorang dari isterinya melainkan dengan 'Aisyah ﷺ ]<sup>122</sup>. <sup>123</sup>

Rasulullah juga tidak pernah mencintai wanita lain seperti beliau mencintai 'Aisyah. 124 Bahkan, 'Aisyah memiliki banyak kelebihan dan keistimewaan yang disebutkan dalam al-Qur-an dan as-Sunnah. Belum pernah ditemukan di kalangan ummat ini seorang wanita yang mencapai kedudukan ilmu seperti yang dimiliki 'Aisyah . 'Aisyah meninggal dunia pada tahun 57 H, namun ada yang [mengatakan] 125 tahun 58 H.

Kemudian, Rasulullah menikahi Hafshah binti 'Umar bin al-Khaththab pada tahun 3 H. Rasulullah pernah menceraikan Hafshah, tetapi kemudian beliau rujuk kembali dengannya. 126 Hafshah meninggal dunia pada tahun 41 H. Ada juga riwayat yang menyatakan tahun 50 H. Bahkan, ada riwayat menyebutkan tahun 45 H.

Kemudian, Rasulullah [menikahi]<sup>127</sup> Ummu Salamah , yang nama aslinya adalah Hindun binti 'Umayyah. Abu 'Umayyah sendiri nama aslinya adalah Hudzaifah, namun, ada juga yang menyebutkan Sahl bin al-Mughirah bin 'Abdullah bin 'Umar bin Makhzum al-Quraisyiyyah. [Pernikahan itu]<sup>128</sup> berlangsung setelah suami Ummu Salamah meninggal, yakni Abu Salamah, 'Abdullah bin 'Abdul Asad bin Hilal bin 'Abdullah [bin 'Umar]<sup>129</sup> bin Makhzum, sepulangnya ia dari Perang Badar.

Rasulullah ﷺ melamarnya sesudah masa iddahnya berlalu. Itu berarti pernikahan tersebut terjadi pada awal tahun 3 H. Yang menjadi wali pada akad pernikahan Ummu Salamah, adalah anaknya yang bernama 'Umar, sebagaimana diriwayatkan oleh an-Nasa-i melalui jalur Hammad bin Salamah dari Tsabit al-Bunani, dari Ibnu 'Umar bin Abi Salamah, dari ayahnya, dari Ummu Salamah

Al-Waqidi dan ahli sejarah lainnya menyebutkan bahwa yang menjadi wali nikah Ummu Salamah adalah anaknya sendiri yang bernama Salamah. Pendapat inilah yang benar, insya Allah . Ada juga riwayat menyebutkan bahwa Rasulullah menikahi Ummu Salamah tanpa wali. Wallaahu a'lam.

Al-Waqidi menyebutkan bahwa Ummu Salamah meninggal pada tahun 69 H.<sup>131</sup> Ulama lainnya mengatakan bahwa ia meninggal pada masa kekhalifahan Yazid bin Mu'awiyah, pada tahun 62 H.

Setelah itu, Rasulullah ﷺ menikahi Zainab binti Jahsy, pada bulan Dzul Qa'dah tahun 5 H. Ada riwayat yang menyebutkan pada tahun ke 3 H, namun riwayat tersebut lemah.

Pada pagi hari pernikahan Nabi dengan Zainab, turunlah ayat hijab, sebagaimana disebutkan dalam kitab ash-Shahiihain<sup>132</sup> dari Anas bin Malik. Seketika itu juga Rasulullah menghijabi isterinya. Sebagaimana diketahui bahwa umur Anas tatkala Rasulullah baru tiba di Madinah adalah 10 tahun, maka berarti pada hari pernikahan itu umur Anas telah genap 15 tahun. Wallaahu a'lam.

Yang bertindak menjadi Wali Zainab saat itu adalah Allah 🕮 , bukan dari kalangan manusia.

Allah Derfirman:

"... Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap isterinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia...." (QS. Al-Ahzaab: 37)

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shahiih*-nya dengan sanad *tsulatsi*, <sup>133</sup> bahwasanya Zainab membanggakan dirinya di hadapan seluruh isteri Nabi yang lainnya dengan mengatakan: "Kalian dinikahkan dengan Rasulullah eleh wali-wali kalian, sedangkan aku dinikahkan oleh Allah wang ada di langit." <sup>134</sup>

Ia (Zainab) adalah isteri Nabi sung yang pertama kali meninggal dunia. 135 Al-Waqidi menyatakan: "Ia meninggal pada tahun 20 H. 136 Ia dishalatkan oleh 'Umar bin al-Khaththab sung.".

Sesudah itu, Rasulullah menikahi Juwairiyyah binti al-Harits bin Abi Dhirar al-Mushthaliqiyyah, yakni ketika beliau memerangi kaum Juwairiyyah pada tahun 6 H di mata air yang bernama Muraisi'. Juwairiyyah menjadi tawanan dan masuk dalam bagian (sahab, ghanimah) Tsabit bin Qais bin Syammas, tetapi kemudian ia ingin membebaskannya dengan syarat pembayaran cicilan. Oleh sebab itu, Juwariyyah menemui Rasulullah dan meminta tolong agar beliau bersedia membayarkan cicilan pembebasannya. Akhirnya, Nabi pun membelinya dengan membebaskannya terlebih dahulu, baru kemudian beliau menikahinya. 138

Terdapat riwayat yang menyebutkan bahwa Juwairiyyah meninggal dunia pada tahun 50 H, namun al-Waqidi<sup>139</sup> berpendapat lain: "Pada tahun 56 H."

Kemudian, Rasulullah menikahi Shafiyah binti Huyayy bin Akhtab al-Israiliyyah al-Haruiniyyah an-Nadhariyyah al-Khaibariyyah. Semoga Allah meridhainya. Rasulullah memilih Shafiyah dari harta rampasan Perang Khaibar yang diperoleh kaum Muslimin. Hal itu terjadi pada awal-awal tahun 7 H. Beliau membebaskannya, lalu pembebasan itu dijadikan sebagai maharnya. Setelah Shafiyah menjadi halal, di tengah perjalanan Rasulullah berbulan madu dengan wanita itu dan mengenakan hijab kepadanya. Dengan demikian, para Sahabat pun mengetahui bahwa Shafiyah sudah menjadi Ummul Mukminin. 140

Al-Waqidi<sup>141</sup> mengatakan: "Ia (Shafiyah) meninggal dunia pada tahun 50 H." Sementara itu, ulama yang lain menyatakan: "Tahun 36 H." *Wallaahu a'lam*.

Pada tahun itu juga—dalam riwayat lain: pada tahun sebelumnya, yakni tahun 6 H—Rasulullah menikahi Ummu Habibah, yang nama lengkapnya adalah Ramlah binti Abu Sufyan Shakhr bin Harb bin 'Umayyah bin 'Abdusy Syams al-Umawiyah. Yang melamar Ramlah untuk beliau adalah 'Amr bin 'Umayyah adh-Dhamri. Pada saat itu, Ummu Habibah sedang berkabung di Habasyah. Setelah suaminya, 'Ubaidillah bin Jahsy, meninggal dunia. Yang menjadi walinya adalah Khalid bin Sa'id bin al-Ash, namun ada juga yang mengatakan: "Raja an-Najasyi." Yang benar adalah riwayat pertama.

Akan tetapi, terdapat hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shahiih*-nya<sup>143</sup> dari Ikrimah bin Ammar al-Yamani, dari Abu Zamil Simak bin al-Walid, dari Ibnu 'Abbas, bahwasanya ketika masuk Islam, Abu Sufyan berbicara dengan Rasulullah: "Saya memiliki puteri tercantik di tanah Arab, Ummu Habibah binti Abu Sufyan. Aku akan menikahkan engkau dengannya."

Riwayat dari Imam Muslim ini dianggap aneh, sebab bagaimana mungkin beliau sampai tidak mengetahui<sup>144</sup> bahwa Abu Sufyan baru masuk Islam pada malam Penaklukan Makkah, yakni setelah satu tahun atau lebih setelah Rasulullah menikahi Ummu Habibah, puterinya. Hal itu sudah jelas tidak diperdebatkan lagi di kalangan ulama. Akibatnya, riwayat hadits ini menimbulkan kerumitan bagi banyak ulama.

Ibnu Hazm beranggapan bahwa derajat riwayat itu maudhu' (palsu). Ia mendha'ifkan<sup>145</sup> 'Ikrimah bin 'Ammar meskipun tidak seorang pun ulama, baik zaman dahulu maupun sekarang, yang berpendapat demikian.

Muhammad bin Thahir al-Maqdisi berkomentar: "Maksudnya adalah Abu Sufyan hendak memperbarui akad, agar perkawinan Rasulullah ﷺ dengan Ummu Habibah yang tanpa seizinnya itu tidak

menjadi kekesalan Abu Sufyan kepada beliau. Mungkin juga Abu Sufyan beranggapan bahwa dengan keislamannya berarti pernikahan puterinya dengan Rasulullah itu batal. Pendapat ini dibenarkan oleh Abu 'Amr bin ash-Shalah dan Abu Zakariya an-Nawawi dalam *Syarh Muslim*." <sup>146</sup>

Anggapan itu amat jauh sekali dari kebenaran. Kalau memang demikian, tentu Abu Sufyan tidak akan mengatakan: "Saya memiliki puteri tercantik di tanah Arab ...." karena Rasulullah sudah melihatnya semenjak setahun sebelumnya atau lebih. Anggapan bahwa pernikahan puterinya itu batal karena keislaman Abu Sufyan juga amat jauh sekali.

Yang benar dalam hal ini adalah Abu Sufyan tahu benar bahwa dengan menjadikan Rasulullah sebagai menantunya maka ia akan mendapatkan kehormatan. Oleh sebab itu, Abu Sufyan ingin menikahkan beliau dengan puterinya yang lain, yaitu 'Azzah. Abu Sufyan meminta tolong kepada saudari 'Azzah, yaitu Ummu Habibah, sebagaimana diriwayatkan dalam kitab ash-Shahiihain, <sup>147</sup> dari Ummu Habibah, ia berkata: "Wahai Rasulullah, nikahilah saudariku, puteri Abu Sufyan." Rasulullah sebertanya: "Apakah engkau menyukai hal itu?" Ummu Habibah menjawab: "Ya."

Di tempat lain, Muslim dalam *Shahiih*-nya<sup>148</sup> meriwayatkan bahwa Ummu Habibah berkata: "Wahai Rasulullah, nikahilah saudariku, 'Azzah binti Abu Sufyan."

Dengan demikian, hadits sebelumnya shahih. Berarti memang terjadi kesalahpahaman dari sebagian perawi saat Abu Sufyan mengatakan: "Saya memiliki puteri tercantik di tanah Arab ..." Mereka beranggapan bahwa puterinya yang dimaksud adalah Ummu Habibah, padahal sebenarnya 'Azzah. Perawi tersebut tidak dapat membedakannya. Mungkin juga tatkala salah seorang perawi menyebutkan: "Yakni, puterinya", perawi lain yang mendengarnya menganggap yang dimaksud adalah Ummu Habibah karena ketidaktahuannya terhadap puteri Abu Sufyan lainnya. Kekeliruan seperti ini banyak contohnya dalam riwayat yang lain. Aku (Ibnu Katsir) telah merangkumnya dalam sebuah karya khusus berkaitan dengan hadits ini. Segala puji bagi Allah dan segala karunia hanya milik-Nya.

Ummu Habibah meninggal dunia pada tahun 44 H, berdasarkan riwayat dari Abu 'Ubaid. Sementara itu, Abu Bakar bin Abi Khaitsamah berpendapat: "Tahun 59 H, setahun sebelum kematian Mu'awiyah, saudara Ummu Habibah."

Pada tahun yang sama, tepatnya pada bulan Dzul Qa'dah, Rasulullah se menikahi Maimunah binti al-Harits al-Hilaliyyah. Para ulama berbeda pendapat apakah saat menikahinya Rasulullah sudah berihram atau belum? Diriwayatkan oleh kedua penulis kitab ash-Shahiih dari Ibnu 'Abbas , bahwasanya saat itu Rasulullah sedang berihram. 149

Ada yang berpendapat bahwa hal itu termasuk kekhususan Rasulullah ﷺ, berdasarkan riwayat Muslim<sup>150</sup> dari 'Utsman ﷺ, Rasulullah ﷺ bersabda:

"Orang yang sedang berihram tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan (menjadi wali), dan tidak boleh melamar."

Abu Hanifah lebih berpatokan kepada pendapat pertama sehingga ia menafsirkan hadits 'Utsman bahwa larangan itu menunjukkan makruh saja.<sup>151</sup>

Bahkan, ada pendapat yang menyatakan hukumnya adalah mubah, sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim<sup>152</sup> dari Maimunah, ia bercerita bahwa Rasulullah semenikahinya saat sudah bertahallul, juga berhubungan intim dengannya setelah bertahallul."

Mayoritas ulama lebih mendahulukan hadits ini daripada pendapat Ibnu 'Abbas . Karena Maimunah adalah orang yang terlibat langsung dalam kisahnya, sudah tentu dialah yang lebih mengetahui kebenarannya.

Demikian pula Abu Rafi', dia memberitahukan hal yang sama sebagaimana diriwayatkan oleh at-Tirmidzi<sup>153</sup> darinya. Abu Rafi' adalah perantara yang menghubungkan Rasulullah ﷺ dengan Maimunah.

Hadits Ibnu 'Abbas 🚁 terdahulu telah ditanggapi dengan berbagai jawaban, namun bukan di sini tempat untuk menjelaskannya.

Kesembilan wanita itu adalah isteri-isteri Rasulullah sesetelah Khadijah, sebagaimana tercantum dalam kitab ash-Shahiihain, 155 dan bahwasanya Rasulullah sesetelum mereka. Pada sebuah riwayat dalam kitab ash-Shahiih disebutkan bahwa beliau wafat dengan meninggalkan sebelas isteri. Namun, riwayat pertama lebih shahih.

Qatadah bin Di'amah meriwayatkan bahwa Rasulullah pernah menikahi 15 orang wanita, lalu yang sempat beliau campuri sebanyak 13 isteri, yang sempat hidup bersama dengan beliau adalah 11 orang, dan saat wafatnya, beliau hanya meninggalkan 9 orang isteri. <sup>157</sup> Al-Hafizh Abu 'Abdillah Muhammad bin 'Abdul Wahid al-Maqdisi meriwayatkan hadits yang sama dengan itu dari Anas dalam kitabnya, *al-Mukhtaarah*. <sup>158</sup> Riwayat inilah yang masyhur.

Aku (Ibnu Katsir) sendiri langsung membaca karya-karya para ulama muta'akhirin dari kalangan madzhab Maliki atau yang lainnya dalam kitab an-Nikaah. Mereka menyebutkan bahwa jumlah keseluruhan isteri yang sudah pernah dicampuri oleh Rasulullah an yang belum sekitar dua puluh wanita.

Sementara budak wanita yang dimiliki oleh Rasulullah ada dua. Pertama, Mariah binti Syam'un al-Qibthiyyah, Ummu Ibrahim yang dihadiahkan oleh Muqauqis, penguasa Iskandariyah dan Mesir kepada beliau bersama saudarinya, Syirian. Terdapat pula seorang lakilaki yang sudah dikebiri bernama Ma'bur, serta seekor Bighal bernama Duldul. Beliau memberikan Syirian kepada Hassan bin Tsabit, yang kemudian darinya 'Abdurrahman lahir.

Mariah meninggal pada bulan Muharram tahun 16 H. Ketika itu, 'Umar bin al-Khaththab am mengumpulkan kaum Muslimin untuk

menshalatkan jenazahnya. Beliau langsung yang menshalatkan dan memakamkannya<sup>159</sup> di al-Baqi'. Semoga Allah meridhainya.

Adapun budak wanita beliau yang kedua adalah Raihanah binti 'Amr, tetapi ada yang mengatakan Raihanah binti Zaid. Rasulullah memilihnya dari para tawanan Bani Quraizhah dan tetap menjadikannya sebagai budak wanita beliau. Meskipun demikian, ada riwayat yang menyebutkan bahwa akhirnya beliau menikahinya. Terdapat pula riwayat yang mengatakan bahwa beliau menjadikannya sebagai budak wanitanya, namun kemudian membebaskannya sehingga iapun kembali kepada keluarganya.

Sebagian ulama mutaakhkhirin menyebutkan bahwa Rasulullah juga pernah mengambil dua budak wanita lainnya. 160 Wallaahu a'lam. 161

#### [Budak-Budak Rasulullah ﷺ]

Pasal ini akan menyebutkan nama budak-budak Rasulullah [secara berurutan], 162 sesuai dengan urutan abjad Arab. Semoga Allah meridhai mereka. Penyebutan nama-nama di bawah ini berdasarkan penjelasan al-Hafizh al-Kabir Abul Qasim bin 'Asakir pada bagian awal *Taariikh*-nya. 163 Budak-budak tersebut adalah sebagai berikut:

Ahmar, yang julukannya adalah Abu 'Usaib; Aswad; Aflah; Anasah; Aiman bin Ummu Aiman; Badzam; Tsauban bin Bujdud; [Hunain]; Anasah, dan Marwan, namun ada riwayat yang menyebutkan Thahman, Kaisan, dan Marwan, serta Mahran; Rafi', Rabah; Ruwaifi'; [Zaid bin Bawla']; Aid bin Haritsah; Zaid, kakek Hilal bin Yasar [bin Zaid]; Abu Kabsyah, juga terdapat riwayat bahwa ia termasuk orang yang mengikuti Perang Badar; Shalih Syaqran; Dhumairah bin Abi Dhumairah; 'Ubaidillah bin Aslam; 'Ubaid dan 'Ubaid lain yang berjuluk Abu Shafiyah; Fudhalah al-Yamani; Qashir; Kirkirah atau Karkarah; Ma'bur al-Qibthi; Mid'am; Maimun; Nafi'; [Nubaih]; Hurmuz; Hisyam; Waqid; Wardan; Yasar (Naubi); Abu Utsailah; Abu Bakrah; Abul Hamra; dan Abu Rafi', yang nama aslinya Aslam, tetapi dalam riwayat lain disebutkan Abu 'Ubaid.

Merekalah yang disebutkan oleh Abu Zakariya an-Nawawi pada awal kitabnya, *Tahdziibul Asmaa' wal Lughaat*, 169 hanya saja aku menyusunnya berdasarkan abjad Arab agar mudah diketahui.

Adapun budak-budak perempuan Rasulullah<sup>170</sup> adalah sebagai berikut: 'Umayyah; Barakah atau Ummu Aiman, yakni ibunya

'Usamah bin Zaid; Khadhrah; Radhwa; Raihanah; Salma atau Ummu Rafi', yaitu isteri Abu Rafi'; Syirin dan saudarinya, Mariyah atau Ummu Ibrahim; Maimunah binti Sa'ad; Ummu Dhumairah; dan Ummu 'Ayyasy.

Abu Zakariya<sup>171</sup> Abu menyebutkan: "Rasulullah tidak memiliki mereka (budak-budak tersebut) sekaligus dalam satu waktu, melainkan dalam waktu yang berbeda-beda."

# [Pelayan-Pelayan Rasulullah ﷺ]

Banyak di antara Sahabat<sup>172</sup> yang mengabdi sebagai pelayan Nabi seperti 'Abdullah bin Mas'ud yang berkhidmat mengurus sandal beliau. Apabila Rasulullah bangkit, ia menyiapkannya untuk beliau. Demikian pula sebaliknya, apabila beliau duduk, ia meletakkan kedua sandal itu pada kedua lengannya hingga beliau bangkit.

Al-Mughirah bin Syu'bah berkhidmat dalam memayungi kepala beliau (dari sengatan sinar matahari).

Sementara itu, 'Uqbah bin 'Amir menjadi pengurus bighal beliau. Ia senantiasa menuntun bighal Rasulullah dalam setiap perjalanan beliau.

Begitu juga yang dilakukan oleh Anas bin Malik; Rabi'ah bin Ka'ab; Bilal; dan Dzu Mikhbar atau Dzu Mikhmar, yakni keponakan Raja an-Najasyi, Raja Habasyah, namun ada riwayat yang menyebutkan ia anak dari saudara perempuan an-Najasyi; serta para Sahabat yang lainnya.<sup>173</sup>

### [Para Sahabat yang Bertugas Mencatat Wahyu]

Di antara para Sahabat yang bertugas mencatat wahyu adalah Abu Bakar, 'Umar, 'Utsman, 'Ali, az-Zubair, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Tsabit, Muawiyah bin Abi Sufyan, Muhammad bin Maslamah, al-Arqam bin Abil Arqam, Abban bin Sa'id bin al-Ash serta saudaranya Khalid, Tsabit bin Qais, Hanzhalah bin ar-Rabi' al-Usaid yang seorang juru tulis, Khalid bin al-Walid, 'Abdullah bin al-Arqam, 'Abdullah bin Zaid bin 'Abdu Rabbihi, al-Ala' bin 'Utbah, al-Mughirah bin Syu'bah, dan Syurahbil bin Hasanah

Nama-nama itu juga disebutkan oleh al-Hafizh Abul Qasim dalam kitabnya<sup>174</sup> secara detail. Bahkan, beliau menerangkan biografi mereka, kecuali Syarahbil bin Hasanah. Abul Qasim juga menyebutkan bahwa merekalah yang dimaksud dengan *as-Sijill*, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan an-Nasa-i<sup>175</sup> dari Ibnu 'Abbas 🚎, yaitu berkenaan dengan firman Allah 👺:

"(Yaitu) pada hari Kami gulung langit sebagaimana menggulung Sijill (lembaran-lembaran) kertas ...." (QS. Al-Anbiyaa: 104)

Ada yang berpendapat bahwa *as-Sijill* yang dimaksud dalam ayat di atas adalah nama seorang juru tulis Nabi ﷺ.

Hadits ini ditolak keshahihannya oleh al-Imam Abu Ja'far bin Jarir dalam *Tafsiir*-nya.<sup>176</sup> Ia menjelaskan: "Tidak [pernah dikenal]<sup>177</sup> ada seorang juru tulis Nabi ﷺ yang bernama *Sijill*, bahkan juga tidak dikenal di kalangan para Sahabat beliau orang yang bernama *Sijill*."

Aku (Ibnu Katsir) menegaskan: "Banyak kalangan huffazh (ahli hadits)<sup>178</sup> yang juga menolak pendapat tersebut. Aku telah merangkum masalah ini dalam sebuah pembahasan khusus. Aku pun menjelaskan jalur-jalur riwayatnya, cacat-cacatnya, serta para perawi yang masih diragukan ke-tsiqah-annya di kalangan ulama, bahkan juga pendapat sebagian ulama yang menyatakan bahwa riwayat tersebut palsu. Wallaahu a'lam."

#### [Para Muadzin Rasulullah **26**]

Rasulullah memiliki empat orang muadzin: Bilal bin Rabah; 'Amr bin Ummi Maktum yang buta, namun ada yang menyebutkan bahwa namanya adalah 'Abdullah, keduanya adalah muadzin Nabi di Madinah yang secara bergiliran mengumandangkan adzan; lalu Sa'ad al-Qarazh di Masjid Quba'; serta Abu Mahdzurah di Makkah. Semoga Allah meridhai mereka.

# Delegasi Rasulullah 🍇 Ke Berbagai Negeri

Rasulullah mengutus 'Amr bin Umayyah adh-Dhamri kepada an-Najasyi untuk mengantarkan surat beliau, 179 lalu an-Najasyi pun masuk Islam. Semoga Allah meridhainya dan menerangi kuburnya. 180

Nabi juga mengutus Dihyah bin Khalifah al-Kalbi kepada Heraclius, pemimpin besar Romawi. Heraclius tertarik terhadap Islam, bahkan hampir memeluknya, namun pada akhirnya ia tidak jadi masuk Islam. Akan tetapi, sebagian orang meriwayatkan bahwa ia masuk Islam sesudah itu. Sunaid bin Dawud meriwayatkan dalam *Tafsiir*-nya sebuah hadits *mursal* yang menunjukkan bahwasanya Heraclius benarbenar masuk Islam. Abu 'Ubaid meriwayatkan sebaliknya dalam kitab *al-Amwaal*, 181 yakni sebuah hadits *mursal* yang menegaskan bahwa Heraclius tidak jadi masuk Islam.

Beliau mengutus pula 'Abdullah bin Hudzafah as-Sahmi kepada Kisra, Raja Persia. Namun, raja tersebut berlaku sombong dan merobekrobek surat Nabi. 182 Allah pun mencabik-cabik (meluluhlantakkan) kerajaannya dengan sehancur-hancurnya melalui do'a Rasulullah karena perlakuannya itu. 183

Rasulullah mengutus Hathib bin Abi Balta'ah kepada Raja Muqauqis, Penguasa Iskandariyah dan Mesir. Ia juga sudah dekat (tertarik) dengan Islam, namun tidak disebutkan apakah ia masuk Islam atau tidak. Meskipun demikian, raja itu mengirimkan berbagai hadiah dan bingkisan kepada Nabi ...

Nabi juga mengutus 'Amr bin al-Ash 🚁 kepada dua Raja Oman, hingga keduanya pun masuk Islam. Bahkan, mereka memberikan kebebasan kepada 'Amr untuk mengumpulkan zakat dan memutuskan hukum di tengah masyarakat. Semoga Allah meridhai keduanya.

Kemudian, Rasulullah mengutus Salith bin 'Amr al-'Amiri kepada Haudzah bin 'Ali al-Hanafi di Yamamah. Beliau juga mengutus Syuja' bin Wahb al-Asadi kepada al-Harits bin Abu Syammar al-Ghassani, Raja Balqa' di negeri Syam. Beliau pun mengutus al-Muhajir bin Abu 'Umayyah al-Makzhumi kepada al-Harits al-Himyari.

Nabi lalu mengutus al-'Ala' bin al-Hadhrami kepada al-Mundzir bin Sawi al-'Abdi, Raja Bahrain, kemudian raja itu pun masuk Islam. Beliau juga mengutus Abu Musa al-Asy'ari dan Mu'adz bin Jabal kepada penduduk Yaman, 184 hingga sebagian besar pemimpin dan rakyatnya masuk Islam.

# [Unta Dan Kuda Rasulullah ﷺ]

Di antara unta-unta yang dimiliki oleh Rasulullah adalah al-'Adhba', al-Jad'a', dan al-Qashwa'. Diriwayatkan dari Muhammad bin Ibrahim at-Taimi, ia menyatakan bahwa beliau hanya memiliki seekor unta yang disifati dengan ketiga nama tersebut. Namun, pendapat yang dihikayatkan oleh an-Nawawi ini aneh sekali. 185

Di antara kuda yang Nabi miliki adalah as-Sakb, yaitu kuda yang kepala dan kaki sebelah kanannya berwarna putih. Itulah kuda pertama yang dibawa beliau dalam peperangan. Berikutnya adalah Sabhah, yakni kuda yang beliau gunakan untuk berlomba. Kemudian, al-Murtajiz. Kuda terakhir inilah yang beliau beli dari seorang Arab Badui dengan persaksian langsung Khuzaimah bin Tsabit.<sup>186</sup>

Sahal bin Sa'ad menyebutkan: "Rasulullah memiliki tiga ekor kuda lagi: Lazaz, Zharib, dan Lakhif. Ada yang menyebutkan Lahif dengan huruf ha' tanpa titik. Terdapat juga pendapat yang menyebutkan Nahif sebagai kuda beliau yang keenam. Adapun kuda ketujuh bernama al-Warad, yang dihadiahkan oleh Tamim ad-Dari untuk beliau.

Nabi juga memiliki seekor bighal yang bernama Duldul, yang merupakan hadiah dari Muqauqis. Beliau menunggangi bighal tersebut dalam Perang Hunain. Bahkan, bighal itu masih hidup setelah beliau wafat, sampai-sampai dibuatkan gandum untuk makanannya karena giginya sudah copot semua. Pada waktu itu, hewan ini dirawat oleh 'Ali, baru kemudian setelahnya dipelihara oleh 'Abdullah bin Ja'far.

Rasulullah memiliki pula seekor keledai bernama 'Ufair, namun terdapat riwayat lain yang menyebutkan Ghufair. Demikianlah yang disebutkan oleh Iyadh.

An-Nawawi<sup>187</sup> menyatakan: "Para ulama sepakat dalam menyalahkan perkataan Iyadh itu."

Riwayat tersebut jelas-jelas bathil, tidak ada asalnya dari riwayat shahih atau lemah sekalipun, kecuali yang disebutkan oleh Abu Muhammad bin Hamid melalui jalur riwayat yang munkar dan tertolak.

Maka dari itu, [tidak diragukan lagi]<sup>189</sup> oleh para ulama bahwa hadits itu palsu. Abu Ishaq al-Isfarayini [juga]<sup>190</sup> menyebutkan kisah serupa, demikian pula Imam al-Haramain. Sampai-sampai, al-Qadhi Iyadh menyebutkan dalam kitabnya yang berjudul *asy-Syifaa*<sup>191</sup> sebagai cerita lepas. Alangkah baiknya apabila mereka tidak mencantumkan cerita tersebut. Sebab, cerita itu palsu.

Aku (Ibnu Katsir) pernah bertanya kepada guru kami, Abul Hajjaj, berkenaan dengan kisah itu. Syaikh menjawab: "Tidak ada asalnya. Kisah itu hanyalah lelucon."

### [Benda-benda Lain Milik Rasulullah ﷺ]

Rasulullah [pernah]<sup>192</sup> memiliki dua puluh ekor *liq-hah*<sup>193</sup> dan seratus ekor kambing. Nabi juga [pernah]<sup>194</sup> memiliki tiga bilah tombak, tiga buah busur panah, dan enam bilah pedang. Di antara

pedang itu adalah Dzulfiqar, yaitu pedang yang beliau gunakan saat Perang Badar. Selain itu, beliau memiliki [dua buah baju besi], 195 sebuah tameng, sebuah cincin, cangkir kasar terbuat dari kayu, panji perang berwarna hitam berbentuk bujur sangkar, dan sebuah bendera berwarna putih atau berwarna hitam dalam riwayat lain.

## [Bentuk Fisik Rasulullah **26**]

Para ulama banyak menulis kitab berkenaan dengan masalah ini (bentuk fisik Rasulullah ﷺ). Kitab terbaik dalam hal ini adalah yang ditulis oleh al-Imam Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Saurah at-Tirmidzi ﷺ, yakni asy-Syamaa-il. 196 Kemudian, karya itu diikuti oleh kitab-kitab para imam dan ulama-ulama lainnya. 197

Kitab tersebut telah dikupas secara lengkap dengan sanadsanadnya dan dijelaskan panjang lebar oleh Abul Qasim bin 'Asakir Ms. 198 Demikian juga yang dilakukan oleh Syaikh kami, al-Imam al-Hafizh Abul Hajjaj al-Mizzi, dalam kitabnya, *Tahdziibul Kamaal*. 199

Ketika Nabi wafat, rambut yang memutih (uban) di kepala beliau tidak sampai dua puluh helai.

Rasulullah se bertubuh bagus dan memiliki bidang bahu yang lebar. Panjang rambut Nabi sampai ke bahu, [sesekali panjang rambutnya hingga ke batas daun telinga],<sup>202</sup> bahkan sekali waktu mencapai pertengahan telinga. Beliau memiliki jenggot yang tebal, telapak tangan yang lebar, jari-jari yang besar, serta kepala yang bidang dan persendian yang kuat.<sup>203</sup>

Wajah Rasulullah agak bulat, kedua kelopak matanya berwarna ad'aj (hitam pekat),<sup>204</sup> berbulu mata panjang, kemerahan bagian depan dan bagian belakang (bola) matanya,<sup>205</sup> dan memiliki masrabah, yaitu bulu-bulu halus di bagian dada hingga pusar seperti tongkat. Kalau berjalan, beliau mengangkat kakinya seolah-olah turun dari shabab, yakni berjalan dengan gagah. Arti shabab di sini adalah tempat menurun.

Wajah Nabi bercahaya bagaikan cahaya bulan di malam purnama, seolah wajah beliau itu benar-benar seperti bulan. Beliau memiliki suara yang bagus, pipi yang agak pipih, mulut yang *dhali* <sup>206</sup>, serta dada dan perut yang rata. Bahu dan lengan beliau berbulu, dada beliau membusung, kedua pundak beliau tinggi, dan dada beliau bidang. Beliau pun memiliki celah mata yang panjang, juga tumit yang berdaging sedikit.

Di antara kedua pundak Rasulullah terdapat *khaatamun nubuwwah* (tanda kenabian), bentuknya seperti telur burung *hajlah*<sup>207</sup> atau seperti telur merpati. Apabila berjalan, seakan-akan bumi ini dilipat untuk beliau. Para Sahabat amat sulit untuk mengikutinya, padahal beliau berjalan santai.

Pada awalnya, Nabi membiarkan rambutnya terurai, tetapi kemudian beliau sering menyisirnya menjadi belah tengah. Beliau juga menyisir rambut dan merapikan jenggotnya. Setiap malam beliau menggunakan celak itsmid pada kedua matanya sebanyak tiga polesan, yaitu ketika hendak tidur.

Pakaian yang paling disukai Nabi adalah gamis, khususnya yang berwarna putih, dan kain hibarah, yakni sejenis kain beludru yang berwarna kemerahan. [Lengan tangan]<sup>208</sup> baju beliau memanjang hingga pergelangan tangan. Suatu ketika beliau mengenakan pakaian merah, kain, dan selendang. Pada kesempatan lain, beliau mengenakan dua potong pakaian berwarna hijau. Beliau mengenakan jubah yang berlengan sempit pada waktu lainnya. Pada lain kesempatan, beliau mengenakan *qabaa* (jenis pakaian luar) atau memakai sorban hitam dan menjulurkan kedua ujungnya ke atas pundak. Terkadang beliau juga

mengenakan sarung hitam, cincin, khuff, dan sandal." Selesai sampai di sini keterangan Syaikh (an-Nawawi).209

Anas bin Malik menegaskan: "Aku tidak pernah menyentuh sutera tipis atau sutera tebal yang lebih halus daripada telapak tangan Rasulullah . Aku juga tidak pernah menghirup wewangian yang lebih harum daripada aroma tubuh Rasulullah . Aku menjadi pelayan Rasulullah selama sepuluh tahun, namun beliau sama sekali tidak pernah berkata kepadaku: "Cis." Beliau juga tidak pernah bertanya tentang apa yang aku lakukan: "Mengapa kamu berbuat seperti ini?" Atau tentang sesuatu yang belum sempat aku lakukan: "Mengapa kamu tidak mengerjakannya?" Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim.<sup>210</sup>

'Abdullah bin Salam menceritakan: "Ketika Rasulullah datang ke Madinah, masyarakat di situ pun mengelilinginya.<sup>211</sup> Pada saat melihat wajahnya, aku pun mengetahui bahwasanya beliau bukanlah seorang pendusta.<sup>212</sup> Semoga shalawat dan salam selamanya dilimpahkan Nabi hingga hari Kiamat."

# Akhlak Rasulullah 🜉 Yang Suci

Allah Derfirman:

"Nun, demi pena dan apa yang mereka tulis, berkat nikmat Rabbmu kamu (Muhammad) sekali-kali bukan orang gila. Dan sesungguhnya bagi kamu benar-benar pahala yang besar yang tidak putus-putusnya. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung." (QS. Al-Qalam: 1-4)

Diriwayatkan dari 'Aisyah dalam kitab *ash-Shahiih*,<sup>213</sup> ia berkata:

"Akhlak Rasulullah ﷺ adalah al-Qur-an."

Maknanya, Rasulullah se selalu berbuat berdasarkan perintah al-Qur-an dan meninggalkan apa yang dilarang oleh al-Qur-an. Ketaatan Nabi terhadap perintah Rabbnya itulah yang menjadi akhlak dan tabiat beliau. Semoga shalawat dan salam selalu terlimpahkan kepada Rasulullah hingga hari Kemudian.

Allah berfirman:

"Sesungguhnya al-Qur-an ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih lurus ...." (QS. Al-Israa': 9)

Akhlak Rasulullah adalah akhlak yang paling mulia, paling terpuji, paling baik, dan paling agung. Beliau adalah orang yang paling pemberani,<sup>214</sup> bahkan keberaniannya semakin bertambah tatkala kecamuk perang tengah memuncak. Beliau adalah orang yang paling murah hati, [dan]<sup>215</sup> kemurahan hatinya semakin bertambah pada bulan Ramadhan.<sup>216</sup> Beliau adalah hamba Allah yang paling mengenal Rabbnya, paling fasih bicaranya, paling banyak memberikan nasihat kepada manusia, dan paling santun terhadap ummatnya. Beliau adalah orang yang paling tawadhu, namun tetap penuh wibawa. Semoga shalawat dan salam selalu terlimpahkan kepada Nabi hingga hari Kiamat.

Qailah<sup>217</sup> binti Makhramah dalam haditsnya yang diriwayatkan oleh Abu Dawud mengatakan: "Saat aku melihat Rasulullah demikian khusyu' dalam majelisnya, tubuhku gemetar<sup>218</sup> karena kesungguhan beliau."

Dalam kitab-kitab sirah disebutkan bahwa ketika memasuki Makkah pada hari penaklukannya, Rasulullah se menundukkan kepalanya karena tawadhu sehingga nyaris saja jenggot beliau menyentuh pelana tunggangannya.<sup>220</sup>

Nabi lebih pemalu jika dibandingkan dengan gadis perawan dalam pingitan.<sup>221</sup> Meskipun demikian, beliau adalah orang yang paling tegas dalam menjalankan perintah Allah. Diriwayatkan bahwa beliau bersabda: "Aku adalah orang yang suka bercanda tetapi juga suka berperang."<sup>222</sup>

Demikian pulalah Allah 🕮 memuji Sahabat-Sahabat beliau, sebagaimana firman-Nya:

"Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dia

adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka ...." (QS. Al-Fat-h: 29)

Sifat-sifat Rasulullah ﷺ yang agung lainnya akan disebutkan secara lebih detail pada saat kami mengemukakan berbagai hadits lain, insya Allah. Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan.

# Beberapa Tempat Yang Pernah Disinggahi Rasulullah Dalam Perjalanan<sup>223</sup> Kenabian

Rasulullah ﷺ pernah datang ke negeri Syam sebanyak dua kali, yaitu:

Pertama, ketika datang bersama Abu Thalib, paman beliau, untuk berdagang di sana. Pada saat itu, usia Nabi baru 12 tahun. Saat itulah terjadi perjumpaan dengan Buhaira dan cerita gembira yang disampaikan pendeta tersebut. [Demikian]<sup>224</sup> juga terjadi berbagai tanda kekuasaan Allah yang dilihat oleh mereka (masyarakat Arab), yang menakjubkan akal. Semua peristiwa tadi telah diutarakan secara panjang lebar dalam hadits yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, yang hanya bersumber dari Qurad Abu Nuh, yang nama aslinya 'Abdurrahman bin Ghazwan. Sanad hadits itu shahih, tetapi matannya ganjil. Aku (Ibnu Katsir) telah mengomentarinya pada kesempatan lain. Dalam hadits itu disebutkan juga kisah awan yang menaungi beliau, namun sejauh pengetahuanku tidak ada hadits shahih lain yang menyebutkan kisah tersebut.<sup>225</sup>

Kedua, ketika Rasulullah menjalankan perniagaan Khadijah binti Khuwailid. Beliau ditemani oleh pelayan Khadijah yang bernama Maisarah. Nabi pergi ke daerah Busra, berdagang di sana, lalu pulang kembali. Maisarah mengabarkan kepada Khadijah berbagai tanda kenabian yang dilihatnya pada diri beliau Maka Khadijah langsung menyukai Nabi dan kemudian menikah dengannya. Maka Khadijah beliau ketika menikah dengan Khadijah adalah 25 tahun, sebagaimana yang disebutkan oleh para ahli sejarah.

Sebelumnya telah diterangkan bahwa pada suatu malam, Rasulullah ﷺ diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsha. Beliau pun berkumpul dengan para Nabi adan shalat mengimami mereka di sana, kemudian naik ke langit, lalu ke langit-langit di atasnya, hingga melalui langit demi langit. Beliau juga melihat para Nabi di sana sesuai dengan kedudukan mereka. Rasulullah memberi salam kepada Nabi-Nabi itu dan mereka pun membalas salam beliau. Setelah itu, Nabi anaik ke Sidratul Muntaha dan sempat melihat Jibril di sana sesuai dengan bentuk asli yang Allah ciptakan. Jibril digambarkan memiliki enam ratus sayap.

Al-Jabbar , Pemilik segala kemuliaan mendekati<sup>227</sup> Nabi, bahkan lebih dekat lagi, sesuai dengan kehendak-Nya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadits.<sup>228</sup> Rasulullah pun melihat tanda-tanda kekuasaan Rabbnya yang terbesar, seperti halnya yang difirmankan Allah



"Sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda (kekuasaan) Rabbnya yang paling besar." (QS. An-Najm: 18)

Allah mengajak Nabi berbicara, menurut pendapat yang paling masyhur di antara dua pendapat ahli hadits. Beliau juga melihat Allah dengan penglihatan mata menurut sebagian ulama. Pendapat itulah yang dipilih oleh al-Imam Abu Bakar bin Khuzaimah dari kalangan ahli hadits, lalu diikuti oleh sejumlah ulama muta'akhirin.

Di sisi lain, Muslim<sup>229</sup> meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas bahwa Rasulullah melihat Allah dengan mata hatinya, sebanyak dua kali. 'Aisyah Ummul Mukminin pun mengingkari bahwa Rasulullah melihat Allah dengan kedua matanya.<sup>230</sup>

Muslim<sup>231</sup> meriwayatkan dalam *Shahiih*-nya dari Abu Dzarr , ia pernah bertanya: "Wahai Rasulullah, apakah engkau pernah melihat Rabbmu?" Beliau menjawab: "Cahaya, bagaimana aku bisa melihat-Nya?"

Pendapat inilah yang menjadi pilihan sejumlah<sup>232</sup> ulama terdahulu dan sekarang, berdasarkan hadits dan ucapan 'Aisyah di atas.

Mereka menegaskan: "Itulah pendapat yang masyhur dari 'Aisyah Selain itu, tidak pernah diketahui ada di antara para Sahabat yang menentang pendapat tersebut, bahkan terdapat hadits lain riwayat Ibnu 'Abbas , yang menerangkan bahwa Rasulullah melihat Rabbnya dengan mata hati. Demikian yang menjadi pendapat kami. Adapun riwayat-riwayat yang menyebutkan bahwa beliau melihat Rabbnya dengan kedua matanya, tidak ada yang shahih, baik secara marfu' maupun mauquf. Wallaahu a'lam.<sup>233</sup>

Rasulullah ijuga pernah melihat Surga dan Neraka serta berbagai tanda-tanda kekuasaan Allah yang besar. Pada saat itulah, Allah mewajibkan kepada beliau shalat lima puluh waktu. Akan tetapi, perintah itu kemudian diringankan menjadi lima waktu. Beliau bolakbalik menemui Musa ima dan Rabbnya isi demi memperjuangkan hal ini.<sup>234</sup>

Sesudah itu, Rasulullah ﷺ diturunkan kembali ke bumi, yakni di Makkah, tepatnya di Masjidil Haram. Pagi harinya, beliau pun menceritakan kepada masyarakat tentang tanda-tanda kekuasaan Allah yang disaksikannya.<sup>235</sup>

Adapun hadits yang diriwayatkan oleh an-Nasa-i<sup>236</sup> pada awal Kitab "ash-Shalaah", ia berkata; 'Amr bin Hisyam telah mengabarkan kepada kami, ia berkata; Mukhallad, yaitu Ibnu Yazid, telah meriwayatkan kepada kami, dari Sa'id bin 'Abdul 'Aziz, ia berkata; Yazid bin Abu Malik telah meriwayatkan kepada kami, ia berkata; Anas bin Malik menceritakan sebuah riwayat kepada kami, bahwasanya Rasulullah 🕮 bersabda: "Dibawakan kepadaku seekor hewan tunggangan yang lebih besar daripada keledai, tetapi lebih kecil dari pada bighal. Langkahnya sejauh ujung pandangannya. Aku pun mengendarainya bersama Jibril Aku terus berjalan sampai Jibril berseru kepadaku: "Turun dan shalatlah." Aku pun shalat. 'Tahukah di mana engkau shalat tadi?' tanya Jibril. (Malaikat itu memberitahu Nabi): 'Engkau shalat di Thayibah. Di sanalah tempat hijrah.' Setelah berjalan lagi beberapa saat, Jibril berseru: 'Turun dan shalatlah.' Aku pun shalat. 'Tahukah di mana engkau shalat tadi?' tanya Jibril lagi. (Malaikat itu menerangkan): 'Engkau shalat di Bukit Thursina. Di sinilah Allah 👺 berbicara dengan Musa ... 'Setelah kembali berjalan, Jibril berseru lagi: 'Turun dan shalatlah.' Aku pun shalat. 'Tahukah di mana engkau shalat tadi?' tanya Jibril. (Malaikat itu menjelaskan): 'Engkau shalat di Betlehem. Di situlah tempat kelahiran 'Isa ... 'Kemudian, aku masuk ke Baitul Maqdis. Selanjutnya, dikumpulkanlah para Nabi [kepadaku].<sup>237</sup> Jibril pun menyuruhku maju untuk mengimami mereka terlebih dahulu, baru kemudian Jibril kembali membawaku naik ke atas langit."

Sesudah itu, an-Nasa-i menyebutkan lanjutan hadits tersebut secara lengkap hadits ini gharib dan munkar sekali. Sanadnya pun muqarib. Hadits-hadits shahih lainnya menunjukkan kemunkaran riwayat ini. Wallaahu a'lam.

Demikian juga dengan hadits yang hanya diriwayatkan oleh Bakar bin Ziyad al-Bahili yang *matruk*, yakni dari 'Abdullah bin al-Mubarak, dari Sa'id bin Abi 'Arubah, dari Qatadah, dari Zurarah bin Awfa, dari Abu Hurairah , dari Nabi , beliau menceritakan:

"Pada malam Isra', Jibril berkata kepadaku: 'Inilah kuburan kakekmu Ibrahim. Maka dari itu, turun dan shalatlah di sini.'"

Riwayat tersebut juga tidak sah karena kedha'ifan perawi Bakar bin Ziyad tersebut.<sup>238</sup>

Demikian juga dengan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dalam awal kitab *Taariikh*-nya<sup>239</sup> dari hadits Abu Nu'aim, 'Umar bin ash-Shubh, seorang pendusta yang dikenal sebagai pemalsu hadits, dari Muqatil bin Hayyan, dari Ikrimah, dari Ibnu 'Abbas , bahwa pada malam Isra' Rasulullah pergi ke negeri Ya'juj dan Ma'juj. Beliau mengajak kaum itu kepada agama Allah , namun mereka menolak dakwah (ajakan) itu. Kemudian, Jibril membawanya ke dua kota, yakni Jablaq, sebuah kota di bumi bagian timur, yang penduduknya adalah sisa-sisa kaum 'Ad, dari anak keturunan mereka yang beriman; dan Jabras, sebuah kota di bumi bagian barat, yang penduduknya adalah

keturunan kaum Tsamud yang beriman. Nabi pun mengajak kedua kaum tersebut kepada agama Allah sisi hingga mereka pun beriman.

Dalam hadits ini disebutkan bahwa kedua kota tersebut memiliki sepuluh ribu pintu. Jarak antara satu pintu dan pintu yang lainnya adalah satu farsakh. Pada setiap pintu itu dijaga oleh sepuluh ribu orang laki-laki setiap harinya. Kemudian, para penjaga tadi diganti dengan yang lain sehingga mereka tidak lagi menjaganya. Demikianlah yang terus-menerus berlangsung sampai ditiupnya ash-Shuur (terompet pertanda tibanya hari Kiamat). Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya, seandainya bukan karena jumlah manusia yang terlalu banyak dan [suara mereka yang sangat berisik],<sup>240</sup> tentu orangorang dari seluruh penjuru dunia pasti akan mendengar getar suara matahari saat terbit dan tenggelam.

Masih terdapat tiga kaum lagi, yaitu Mansik, [Tawikl],<sup>241</sup> dan Taris. Dalam riwayat itu disebutkan bahwa Rasulullah ﷺ mendakwahi ketiga kaum tersebut, namun mereka menolak dan kufur. Maka mereka berkumpul bersama Ya'juj dan Ma'juj.

Ia (Ibnu Jarir ath-Thabari) telah menyebutkan sebuah hadits panjang yang tidak diragukan lagi kepalsuannya oleh orang yang dangkal ilmunya sekalipun. Aku sengaja mencantumkannya dalam kitab ini agar diketahui kondisinya dan supaya tidak ada yang teperdaya karenanya, di samping memang merupakan bagian dari pasal ini dan rentetan dari cerita tentang Isra' dan Mi'raj. Wallaahu a'lam.

### [Pasal]242

Rasulullah seberapa dari Makkah ke Madinah. Sebelumnya, kami telah menyebutkan beberapa peperangan beliau, serta pelaksanaan umrah dan haji beliau se. Semua itu termasuk bagian dari pasal ini, namun tidak perlu lagi diulangi penjelasannya di sini.

# [Rasulullah 🌉 Mendengar Kalam Allah 🕮 ]

Kami telah menjelaskan bahwa beliau mendengar Kalaamulalah , bahkan berbicara dengan Allah pada malam Isra' dan Mi'raj. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah :::

"Aku pun dipanggil, lalu terdengarlah suara: 'Telah Kusempurnakan kewajiban beribadah terhadapKu dan telah Kuberikan keringanan kepada hamba-hamba-Ku, hai Muhammad! Ucapan-Ku ini tidak akan bisa diubah lagi, yaitu kewajiban mengerjakan shalat lima waktu yang pahalanya sama dengan lima puluh waktu." [Al-Hadits]<sup>244</sup>

Perkataan seperti itu tentu hanya diucapkan oleh Allah , Rabbul 'aalamiin, sebagaimana firman Allah saat berbicara dengan Musa :

"Sesungguhnya Aku ini adalah Allah, tidak ada ilah (yang haq) selain Aku, maka sembahlah Aku dan dirikanlah shalat untuk mengingat Aku." (QS. Thaha: 14)

Para ulama Salaf dan para imam menyebutkan: "Ini merupakan dalil paling kuat yang menunjukkan bahwa *Kalaamullaah* bukanlah makhluk, karena memang tidak berasal dari makhluk."

[Sejumlah]<sup>245</sup> ulama lain menegaskan: "Barang siapa yang beranggapan bahwa firman Allah ﷺ:

'Sesungguhnya Aku ini adalah Allah, tidak ada ilah (yang haq) selain Aku, maka sembahlah Aku dan dirikanlah shalat untuk mengingat Aku'

adalah makhluk maka ia telah kafir. Sebab, konsekuensi pendapat itu berarti Kalam Allah yang dianggap sebagai makhluk telah menyuruh Musa untuk menyembahnya! Masalah ini sudah dijelaskan panjang lebar dalam kesempatan lain.<sup>246</sup>

Rasulullah se telah meriwayatkan dari Rabbnya sejumlah hadits *qudsi*, di antaranya hadits:

"Hai para hamba-Ku! Kalian semua kelaparan, kecuali yang Aku beri makan ...."

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim.<sup>247</sup> Masih banyak lagi hadits lain yang sejenis (semakna) dengan hadits tersebut.

Para ulama telah menyusun secara khusus kitab-kitab yang menyebutkan hadits-hadits ilahiah (qudsi) ini.<sup>248</sup> Zahir bin Thahir<sup>249</sup> telah mengumpulkan hadits-hadits qudsi dalam sebuah kitab khusus. Demikian [juga]<sup>250</sup> yang dilakukan oleh al-Hafizh adh-Dhiya'. 'Ali bin Balban<sup>251</sup> mengumpulkan riwayat tersebut dalam satu jilid kitab yang telah kulihat langsung, yang memuat sekitar seratus hadits (qudsi).

Sejumlah<sup>252</sup> ahli hadits dan ahli ushul berpendapat bahwa seluruh Sunnah adalah wahyu, berdasarkan firman Allah 🕮 :

"Dan tiadalah yang diucapkannya itu (al-Qur-an) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya)." (QS. An-Najm: 3-4) Masalah ini telah dibahas dalam kitab-kitab ushul, bahkan diulas secara detail oleh al-Hafizh Abu Bakar al-Baihaqi dalam kitabnya yang berjudul al-Madkhal ilas Sunan. Namun, para ulama tersebut berbeda pendapat mengenai apakah Rasulullah pernah melihat Rabbnya atau tidak, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya.

Nabi ﷺ telah melihat Jibril ﷺ di sana dalam bentuk aslinya. Beliau sudah pernah melihat Jibril sebelumnya saat turun dari langit ke bumi, juga dalam bentuk aslinya. Hal itu terjadi pada permulaan turunnya wahyu, sebagaimana firman Allah :

"Yang diajarkan kepadanya oleh (Jibril) yang sangat kuat, yang mempunyai akal yang cerdas, dan Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli, sedang dia berada di ufuk yang tinggi. Kemudian, dia mendekat, lalu bertambah dekat lagi, maka jadilah dia dekat (pada Muhammad sejarak) dua ujung busur panah atau lebih dekat (lagi)." (QS. An-Najm: 5-9)

Pendapat yang benar dari kalangan ahli tafsir bahkan merupakan pendapat yang pasti, adalah bahwa ungkapan "lalu bertambah dekat lagi" yang disebutkan dalam ayat ini adalah untuk Malaikat Jibril "Aisyah ". 'Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah tentang pengertian (tafsir) ayat itu, lalu beliau menjawab: "Yang dimaksud adalah Jibril." Hadits ini sudah cukup untuk menuntaskan perbedaan pendapat yang beredar, sekaligus menghilangkan kerumitan yang ada. <sup>254</sup>

Sebelumnya,<sup>255</sup> kami menyebutkan bahwa para Nabi berkumpul dan Rasulullah melihat mereka sesuai dengan kedudukan masingmasing. Beliau juga melihat penjaga Neraka dan penjaga Surga. Di setiap langit beliau diiringi oleh para Malaikat *muqarrabin* hingga sampai ke langit berikutnya. Di langit tersebut, beliau bertemu lagi dengan para Malaikat *muqarrabin* yang lain.

Dalam kitab as-Sunan<sup>256</sup> disebutkan bahwa Rasulullah bersabda: "Pada malam Isra', setiap kali aku melewati sekelompok Malaikat, mereka pasti berkata: 'Hai Muhammad, perintahkanlah ummatmu untuk berbekam.'" Namun, Abbad bin Manshur terpisah seorang diri dalam meriwayatkan hadits ini.

Dalam hadits lain disebutkan: "[Hai Muhammad],<sup>257</sup> perintahkan ummatmu untuk memperbanyak tanaman Surga, yakni ucapan *Subhaanallaah* dan *alhamdulillaah*."<sup>258</sup> (Al-Hadits) Akan tetapi, kedua riwayat tersebut *gharib*.

Jibril turun membawa al-Qur-an kepada Rasulullah af dari Allah af, langsung ke dalam hati beliau yang mulia.

Dalam kitab as-Siirah<sup>259</sup> disebutkan bahwa Malaikat gunung datang kepada beliau pada hari Qarnuts Tsa'alib<sup>260</sup> sesuai dengan perintah Allah. Lantas, Malaikat itu berkata: "Apabila perlu, bisa saja kedua gunung ini ditimpakan atas mereka." Rasulullah menjawab: "Jangan, aku masih berharap mereka mau beriman." menjawab:

Dalam *Shahiih Muslim*<sup>263</sup> disebutkan bahwa seorang Malaikat turun membawa dua ayat terakhir surat Al-Baqarah.

Dalam al-Maghaazi karya al-Umawi diriwayatkan sebuah hadits dari ayahnya, ia berkata bahwa al-Kalbi mengklaim riwayat ini berasal dari Abu Shalih dan Ibnu 'Abbas. Ibnu 'Abbas menceritakan bahwa ketika Nabi sedang mengumpulkan al-aqbaadh²64 (harta rampasan perang), sementara Jibril berada di sebelah kanannya, datanglah Malaikat dan berkata: "Hai Muhammad, sesungguhnya Allah menyampaikan salam untukmu." Rasulullah menanggapi: "Sesungguhnya Dia adalah as-Salam, dari-Nya keselamatan dan hanya kepada-Nya keselamatan itu (dicari)."

Malaikat itu berkata: "Allah berfirman kepadamu: 'Sesungguhnya Allah memberitahukanmu bahwa yang benar adalah perkara yang disarankan kepadamu oleh al-Hubbab bin al-Mundzir.'" Maka Rasulullah bertanya kepada Jibril<sup>265</sup>: "Kenalkah<sup>266</sup> engkau dengan Malaikat ini?" Jibril menjawab: "Tidak setiap penghuni langit kukenal. Namun, Malaikat ini jujur dan ia bukanlah syaitan."

Hadits ini, meskipun sanadnya tidak bagus,<sup>267</sup> tetapi memiliki syahid (penguat). Riwayat tersebut menyebutkan bahwa ketika Rasulullah singgah di sumber mata air yang terdekat dengan Badar, al-Hubbab bin al-Mundzir memberikan saran kepada beliau: "Wahai Rasulullah, jika engkau menempati posisi ini karena perintah Allah kepadamu, maka tidaklah masalah. Namun, kalau posisi ini merupakan pilihan engkau untuk berperang dan melakukan tipu daya, maka bukan ini tempat yang tepat." Nabi menjawab: "Inilah posisi yang kupilih sendiri untuk berperang dan melakukan tipu daya." Al-Hubbab berkata: "Kalau begitu, mari ikuti kami. Kita akan menuju sumber air yang paling dekat dengan mereka (pasukan Quraisy). Kita akan menutup seluruh sumber air di belakangnya, lalu kita membuat kolam dan mengisinya dengan air untuk kita." Demikian seterusnya, sebagaimana telah disebutkan dalam kisah Perang Badar.<sup>268</sup>

Diriwayatkan pula bahwa Rasulullah ﷺ menyampaikan sebuah perkataan yang beliau dengar dari Qus bin Sa'idah al-Iyadi di pasar Ukazh. Namun, sanadnya perlu diteliti ulang.<sup>269</sup>

Dalam *Shahiih Muslim*<sup>270</sup> diriwayatkan dari Fathimah binti Qais , bahwasanya Rasulullah ﷺ menyampaikan di atas mimbar kisah Tamim ad-Dari yang bertemu dengan ad-Dajjal.

## [Periwayatan Dari Nabi

Para Sahabat mendengar hadits dari Rasulullah di Makkah, Madinah, dan berbagai tempat lain<sup>271</sup> yang pernah didatangi beliau, baik untuk berperang maupun sekadar singgah di situ yakni di Arafah, di Mina, dan di daerah lainnya.

Bahkan, kalangan jin juga mendengar al-Qur-an dari Nabi ﷺ saat beliau membacanya bersama para Sahabat di 'Ukazh. Mereka datang menemui beliau dan bertanya tentang berbagai perkara.<sup>272</sup>

Suatu malam, Nabi pernah mengadakan pertemuan dengan para jin yang disaksikan oleh 'Abdullah bin Mas'ud . Hanya saja, Ibnu Mas'ud tidak langsung bertemu dengan mereka. Sahabat itu menunggu Rasulullah di sebuah tempat yang sengaja beliau pagari agar tidak terkena gangguan. Sebagian di antara kalangan jin Nashibain in masuk Islam. Semoga Allah meridhai mereka.

Kami telah meriwayatkan dalam kitab *al-Ghailaaniyyaat*<sup>276</sup> sebuah hadits dari salah seorang di antara mereka, yang bernama 'Abdullah Samhaj, namun sanadnya *gharib*.

Jibril pernah datang menemui Rasulullah dalam wujud seorang laki-laki, lalu Jibril berbicara dengan beliau tentang Islam, Iman, dan Ihsan, serta tanda-tanda hari Kiamat.<sup>277</sup>

# Jumlah Kaum Muslimin Ketika Rasulullah 🌉 Wafat

Al-Imam Abu 'Abdullah asy-Syafi'i the mengatakan: "Jumlah kaum Muslimin pada saat Rasulullah wafat adalah enam puluh ribu orang, tiga puluh ribu berada di Madinah, dan tiga puluh ribu sisanya berada di tempat lain."

Al-Hafizh Abu Zur'ah 'Ubaidillah bin 'Abdul Karim ar-Razi menyatakan: "Ketika Rasulullah se wafat, tercatat lebih dari seratus ribu orang yang telah melihat dan mendengar dari beliau."

Al-Hafizh Abu 'Abdullah Muhammad bin 'Abdullah al-Hakim an-Naisaburi berkata: "Ada empat ribu Sahabat yang telah meriwayatkan hadits dari Rasulullah ﷺ."

Aku (Ibnu Katsir) berkomentar: "Para ulama hadits telah mengumpulkan nama-nama para Sahabat dalam karya-karya mereka secara terpisah, seperti al-Bukhari pada awal kitab *at-Taariikhul Kabiir*, juga Ibnu Abi Khaitsamah, al-Hafizh Abi 'Abdillah bin Mandah, al-Hafizh Abu Nu'aim al-Ashbahani, dan Syaikh [al-Imam]<sup>278</sup> Abu 'Umar bin 'Abdul Barr, serta para imam lainnya."

Abu Muhammad bin Hazm juga telah mengumpulkan namanama para Sahabat dalam sebuah kitab tersendiri<sup>279</sup> yang beliau rangkum dari kitab yang disusun oleh Imam Baqi bin Mukhallad al-Andalusi (1866). Beliau mencantumkan satu per satu hadits-hadits yang telah mereka riwayatkan.

Kami akan membahas persoalan ini secara detail di dalam sebuah pasal<sup>280</sup> khusus, *insya Allah*, dan kami akan menambahkan beberapa bahasan yang dianggap perlu untuk disertakan. Jika Allah yang

Mahamulia dan yang Maha Pemberi memberikan kemudahan, aku akan menyebutkan musnad-musnad dan sunan-sunan yang memuat haditshadits yang diriwayatkan oleh tiap-tiap Sahabat . Aku juga akan mengulas dan menjelaskan kedudukan setiap hadits tersebut, shahih atau dha'if, insya Allah. Hanya kepada Allah kita menggantungkan kepercayaan dan hanya kepada-Nya kita bertawakkal. Tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah yang Mahaperkasa dan Mahabijaksana.<sup>281</sup>

### Sumber Rujukan dan Keterangan

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shahiih*-nya (no. 1778, 1779, 1780) dan Muslim dalam *Shahiih*-nya (no. 1253, 1254, 1255).

Jumhur ulama berpendapat bahwasanya ibadah haji diwajibkan pada tahun 6 H. Mereka berdalil dengan firman Allah 🕸 yang turun pada tahun keenam, yaitu pada saat Perjanjian Hudaibiyah:

﴿ وَأَتِمُواْ الْحَجَّ وَالْمُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أَحْصِرْتُمْ فَمَا اَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِّ وَلَا تَحْلِقُواْ رُهُ وَسَكُرْ حَتَى بَبَلَغَ الْهَدْيُ مَجِلَهُۥ فَهَن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ بِهِ ۚ أَذَى مِن اَلْهُمْرَةَ إِلَى الْحَجَ فَمَا اَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهُدْيُ فَن لَمْ أَوْ بِهِ ۚ أَذَى مِن الْمُهُرَةِ إِلَى الْحَجَ فَمَا اَسْتَيْسَرَ مِن الْهُدْيُ فَن لَمْ يَكُن أَهْدُ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

"Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), maka (sembelihlah) kurban yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum kurban sampai ke tempat penyembelihannya. Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), maka wajiblah atasnya membayar fidyah, yaitu berpuasa atau bersedekah atau berkurban. Apabila kamu telah (merasa) aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji (di dalam bulan Haji), (wajiblah ia menyembelih) kurban yang mudah diplapat. Akan tetapi, jika ia tidak menemukan (binatang kurban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. Demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Makkah). Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksa-Nya." (QS. Al-Baqarah: 196)

Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam Zaadul Ma'aad (II/101) memilih pendapat bahwasanya kewajiban haji diakhirkan hingga tahun kesembilan atau kesepuluh Hijriyah. Silakan lihat kitab al-Majmuu' karya an-Nawawi (VII/82) dan Fat-hul Baari (III/442).

<sup>3</sup> Telah dijelaskan pada catatan kaki sebelumnya.

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam Fat-hul Baari (VIII/107): "... Maksud perkataan Ibnu Ishaq: 'Setelah beliau hijrah' dapat dipahami, yaitu beliau telah melaksanakan haji sebelum hijraĥ. Akan tetapi, perkataannya: 'Yang lain' mengesankan bahwasanya beliau belum pernah menunaikan haji sebelum hijrah, kecuali sekali saja. Hal ini keliru, bahkan beliau telah berkalikali mengerjakan haji sebelum hijrah. Bahkan hal yang tidak saya ragukan adalah: bahwasanya beliau tidak pernah meninggalkan haji sekalipun, selama berada di Makkah, sebagaimana kebiasaan kaum Quraisy pada masa Jahiliyyah. Mereka yang meninggalkan haji hanyalah orang yang tidak berada di Makkah atau terhalang karena udzur (kelemahan). Jika mereka yang menganut agama selain agama yang benar saja menegakkan ibadah haji dan memandang hal itu sebagai suatu kebanggaan mereka sehingga mengistimewakan mereka atas suku Arab lainnya, maka bagaimana mungkin menyangka bahwasanya Nabi 鑑 meninggalkan haji? Telah shahih dari hadits Jubair bin Muth'im, bahwasanya ia melihat Nabi 继 wukuf di 'Arafah pada masa Jahiliyyah. Sesungguhnya hal itu adalah taufik dari Allah untuk beliau. Telah shahih juga riwayat tentang dakwah beliau kepada kabilah-kabilah Arab, yakni dengan mengajak mereka kepada Islam di Mina selama tiga tahun berturut-turut, sebagaimana yang telah kujelaskan dalam kitab al-Hijrah ilal Madiinah."

<sup>5</sup> Dalam kitab *Shahiih*-nya (no. 1814).

6 Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Shahiih-nya (no. 4404) dan Muslim dalam Shahiih-nya (no. 1254).

Silakan lihat komentar al-Hafizh Ibnu Hajar dalam al-Fath (VII/381) tentang syarah (penjelasan) pernyataan ahli sejarah.

Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 4981, 7274) dan Muslim (no. 152) dari hadits Abu Hurairah , bahwasanya Rasulullah 🏙 bersabda:

"Tidak ada seorang pun Nabi dari para Nabi melainkan telah dianugerahkan atasnya mukjizat, yang dengannya manusia menjadi beriman kepadanya. Sesungguhnya yang dianugerahkan kepadaku hanyalah wahyu yang diturunkan Allah, dan aku berharap dapat menjadi Nabi yang paling banyak pengikutnya pada hari Kiamat."

Allah se berfirman:

"Bahkan, mereka mengatakan: 'Muhammad telah membuat-buat al-Qur-an itu.' Katakanlah: '(Kalau demikian), maka datangkanlah sepuluh surat-surat yang dibuat-buat yang menyamainya, dan panggillah orang-orang yang kamu sanggup (memanggilnya) selain Allah, jika kamu memang orang-orang yang benar." (QS. Huud: 13)

Allah Derfirman:

"Dan jika kamu (tetap) dalam keraguan tentang al-Qur-an yang Kami wahyukan kepada hamba Kami (Muhammad), buatlah satu surat (saja) yang semisal al-Qur-an itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang memang benar." (QS. Al-Baqarah: 23)

"Atau (patutkah) mereka mengatakan: 'Muhammad membuat-buatnya.' Katakanlah: '(Kalau benar yang kamu katakan itu), maka cobalah datangkan sebuah surat seumpamanya dan panggillah siapasiapa yang dapat kamu panggil (untuk membuatnya) selain Allah, jika kamu orang yang benar.''' (QS. Yunus: 38)

- Menyalahkan, menentang, dan membawakan keterangan-keterangan yang menyesatkan, serta membuat kekacauan dengan mendengungkan pepatah-pepatah Yunani, berupa analogi (qiyas) yang didasari oleh prasangka yang bertujuan membungkam lawan debat dan membuatnya terdiam. As-Safsathi adalah orang yang dinisbatkan kepada as-Safsathah. As-Sufsatha-iyah adalah kelompok yang mengingkari empirik, aksiomatik, serta hal-hal lainnya.
- <sup>12</sup> Beliau tidak pernah berkumpul orang yang pandai menulis dengan tujuan belajar kepadanya.
- 13 Pada naskah "س" tertulis: "وَالْأَخْلاَقَ".
- 14 Tidak tercantum pada naskah "س".
  15 Pada naskah "ح" dan "ع" tertulis: "ني".
  16 Tambahan dari naskah "س".

- Sebuah kata pepatah untuk dua buah benda yang sama persis dan tidak berbeda.
- 18 Tambahan dari naskah "¬" dan ">".
- Allah se berfirman:

"Telah dekat (datangnya) saat itu dan telah terbelah bulan." (QS. Al-Qamar: 1)

- Hadits ini diriwayatkan secara shahih dari sejumlah Sahabat, seperti Anas bin Malik, 'Abdullah bin Mas'ud, 'Abdullah bin 'Abbas, 'Abdullah bin 'Umar, Jubair bin Muth'im, Khudzaifah bin al-Yaman, dan yang lainnya. Diterangkan di dalam ash-Shahiihain, as-Sunan, dan al-Masaaniid bahwa hadits ini berderajat mutawaatir, sebagaimana yang dikatakan penulis ﷺ. Silakan lihat kitab Nazhmul Mutanaatsir minal Hadiitsil Mutawaatir karya al-Kattani (hlm. 135).
- Kitab ini berjudul Dalaa-ilun Nubuwwah wa Ma'rifatu Ahwaali Shaahibisy Syarii'ah, yang telah dicetak menjadi tujuh jilid oleh Daarul Kutub al-'Ilmiyyah Beirut. Namun, kitab ini masih perlu diperiksa secara detail dan teliti serta di-takhrij secara ilmiah. Semoga Allah memudahkan usaha mulia tersebut.
- Di antaranya ialah kitab Dalaa-ilun Nubuwwah karya al-Firyabi yang dicetak dalam bentuk risalah kecil dan kitab Dalaa-ilun Nubuwwah karya Abu Nu'aim al-Ashbahani yang saat ini sudah dicetak. Demikian juga ulama yang mengikuti beliau, yaitu Qiwaamussunnah al-Ashbahani, yang menulis kitab Dalaa-ilun Nubuwwah dan telah dicetak sebagiannya sebanyak empat jilid.
- <sup>23</sup> Sakhlah adalah anak kambing yang masih kecil.
- Diriwayatkan oleh ath-Thayalisi dalam Musnad-nya (no. 351); Ibnu Abi Syaibah dalam Musnad-nya (no. 379, 462); Ahmad bin Mani' dalam Musnad-nya, sebagaimana di dalam It-haaful Khiyarah al-Maharah (VII/93-94, IV/6458); Ibnu Hibban dalam Shahiih-nya (no. 6504, 7061 Ihsaan); al-Hasan bin 'Arafah dalam Juz-nya (67-68/46); Abu Ya'la dalam Musnad-nya (no. 4985, 5096, 5311); Ibnu Sa'ad dalam ath-Thabaqaatul Kubraa (III/150-151); al-Fasawi dalam al-Ma'rifatu wat Taariikh (II/537); al-Haitsam bin Kulaib dalam Musnad-nya (II/659); al-Bazzar dalam al-Bahruz Zakhkhaar (V/219/1824); ath-Thabrani dalam al-Mu'jamul Kabiir (IX/8455, 8456); al-Baihaqi dalam al-I'tiqaad (hlm. 382) dan Dalaa-ilun Nubuwwah (III/172, VI/84); Abu Nu'aim al-Ashbahani dalam Hilyatul Auliyaa' (I/125) dan Dalaa-ilun Nubuwwah (hlm. 273-274); al-Lalika-i dalam Syarh Ushuul I'tiqaad Ahlis Sunnah wal Jamaa'ah (IV/888/1487); Abul Qasim al-Hana'i dalam al-Fawaa-idul Muntaqaah ash-Shihaah wal Gharaa-ib al-Mukharrajah minal Ushuul (J1/Q5-Q6/no. 4 dengan penomoranku); Qiwamussunnah al-Ashbahani dalam Dalaa-ilun Nubuwwah (II/502-503/47-49, 505-507/50); Ibnu 'Asakir dalam Taariikh Dimasq (VII/71, 35/48-51, 55/246-247); adz-Dzahabi dalam Siyar A'laamin Nubalaa' (I/465); dan lainnya dari beberapa jalur, dari 'Ashim bin Abi an-Nujud, dari Zirrun bin Hubaisy, dari Ibnu Mas'ud.

Saya berkomentar: "Sanad hadits ini hasan. 'Ashim shaduq, namun banyak melakukan kesalahan, sebagaimana disebutkan dalam at-Taqriib."

Al-Hana'i berkata: "Hadits ini hasan dari riwayat Abu Bakar. 'Ashim bin Abi an-Nujud namanya ialah Bahdalah. (Hadits ini diriwayatkan) dari Abu Maryam Zirrun bin Hubaisy al-Asydi al-Kufi, dari Abu 'Abdurrahman 'Abdullah bin Mas'ud al-Hudzali ... hanya saja hadits dari 'Ashim tidak dipakai dalam kitab ash-Shahiih, kecuali sebagai penyerta yang lain. Menurut kaidah ulama terdahulu, hadits ini shahih."

Dishahihkan pula oleh adz-Dzahabi dalam *Siyar A'laamin Nubalaa'* (I/465), penulis is dalam *al-Bidaayah wan Nihaayah* (III/195, terbitan al-Ma'aarif), Syaikh Ahmad Syakir dalam *Syarh wa Takhriij al-Musnad* (no. 3598, 3599), dan al-Imam al-Albani di dalam *Shahiih Mawaariduzh Zham-aan* (no. 1804).

<sup>25</sup> Tambahan dari naskah "س".

Diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam Ma'rifatush Shahaabah (no. 2265), dia berkata: Al-Hasan bin Anas meriwayatkan kepada kami; Ahmad bin Hamdan meriwayatkan kepada kami; Yahya bin Nadhlah meriwayatkan kepada kami; Hizam bin Hisyam meriwayatkan kepada kami dari ayahnya yaitu Hisyam bin Hubaisy, dari ayahnya yaitu Hubaisy bin Khalid dalam kisah yang panjang. Saya menilai: "Sanad haditsini hasan. Yahya bin Nadhlah shaduq dan haditsnya hasan. Hisyam bin Hubaisy adalah seorang Sahabat, sebagaimana yang dikatakan Ibnu Hibban dalam ats-Tsiqaat dan ditetapkan al-Hafizh di dalam al-Ishaabah. (Penetapan mereka) berbeda dengan sebagian ulama pada zaman ini." Hadits ini memiliki jalur periwayatan yang lain, yaitu dari Hizam bin Hisyam yang diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam al-Mu'jamul Kabiir (no. 3605) dan al-Ahaadiitsuth Thiwaal (no. 30), al-Ajuri dalam asy-Syarii'ah (no. 1020), Abu Nu'aim al-Ashbahani dalam Dalaa-ilun Nubuwwah (hlm. 282-285), al-Hakim dalam al-Mustadrak (no. 4333), al-Baihaqi dalam Dalaa-ilun Nubuwwah (I/276-281), dan lainnya dari jalur Mihraz bin al-Mahdi, Ayyub bin al-Hakam, dan Salim bin Muhammad, dari Hizam.

Hadits ini juga memiliki penguat dari hadits Abu Bakar ash-Shiddiq, Qais bin an-Nu'man, dan Jabir bin 'Abdullah 🚲 . Al-Hafizh Ibnu Katsir berkata dalam al-Bidaayah wan Nihaayah (IV/472):

"Kisahnya masyhur dan diriwayatkan dari beberapa ialur yang saling menguatkan satu sama lain." <sup>27</sup> Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dalam as-Siirah (II/23) secara mauquf. Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam ath-Thabaqaatul Kubraa (IV/237) dari jalur al-Waqidi dan Ibnu Jarir dalam Taariikh-nya (III/402), dari jalur al-Kalbi, namun keduanya dituduh berdusta. Secara keseluruhan, derajat hadits ini tidak shahih.

<sup>30</sup> Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Shahiih-nya (no. 240, 520, 2934) dan Muslim dalam Shahiihnya (no. 1794) dari hadits Ibnu Mas'ud 👛 .

Saya menegaskan: "Ketujuh orang itu adalah Abu Jahl, 'Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, al-Walid bin 'Utbah, 'Umayyah bin Khalf, 'Uqbah bin Abu Mu'aith, dan yang terakhir tidak dihafal (dikenal)."

Diriwayatkan oleh al-Harits bin Abu Usamah dalam Musnad-nya (II/562/511 - Bughyatul Baahits). Dari jalurnya diriwayatkan oleh Abu Nu'aim al-Ashbahani dalam Ma'rifatush Shahaabah (V/2972/6926), al-Hakim dalam *al-Mustadrak* (II/539), dan al-Baihaqi dalam *Dalaa-ilun Nubuwwah* (II/338) dari al-'Abbas bin al-Fadhl al-Azraq: al-Aswad bin Syaiban meriwayatkan kepada kami; Abu Naufal bin Abu 'Agrab meriwayatkan kepada kami dari ayahnya, ia berkata: "Dahulu, Lahab bin Abu Lahab mencaci Nabi ﷺ dan mendo'akan keburukan untuknya. Nabi ﷺ berdo'a: '...'" (Al-Baihaqi kemudian menyebutkan hadits di atas)."

Saya berkomentar, sanad hadits ini dha'if jiddan, karena di dalamnya terdapat al-'Abbas bin al-Fadhl. Al-Bukhari berkata: "Dzahaba hadiitsuhu (haditsnya tidak terpakai)." Ibnu Ma'in berkata: "Pendusta, orang yang buruk."

Al-Hakim berkata: "Sanad hadits ini shahih, hanya saja keduanya tidak meriwayatkannya." Penilaiannya disepakati oleh adz-Dzahabi.

Al-Hafizh berkata dalam Fat-hul Baari (IV/39): "Hadits ini hasan. Diriwayatkan oleh al-Hakim." Al-Baihaqi berkata: "Demikianlah yang dikatakan 'Abbas bin al-Fadhl, perawi yang tidak (tsiqah), yakni 'Lahab bin Abu Lahab,' sedangkan para ahli sejarah perang berkata: 'Utbah bin Abu Lahab.' Ada juga sebagian mereka yang berpendapat: 'Utaibah.'"

Saya menambahkan, Abu 'Ubaid al-Harawi berkata dalam Ghariibul Hadiits (II/169) dan al-Baihaqi meriwayatkan darinya di dalam al-Kubraa (V/211): "... tidakkah Anda melihat bahwa mereka berpendapat di dalam al-Maghaazi: 'Sesungguhnya 'Utbah bin Abu Lahab ...'" Abu Ubaid menyebutkan hadits di atas.

Akan tetapi, Ibnul Turkimani mengoreksinya dalam al-Jauharun Naqiy: "Al-Baihaqi tidak mengomentarinya sebagai tanda persetujuan terhadap Abu 'Ubaid. Dia pun menyebutkan riwayat dari Ibnush Shalah, bahwasanya ia berkata: 'Utbah, merupakan suatu kekeliruan dalam riwayat itu. Sebenarnya, peristiwa ini menimpa 'Utaibah, saudara 'Utbah, sebagaimana disebutkan ahli nasab dan ahli sejarah perang. Adapun 'Utbah tetap hidup hingga kemudian ia masuk Islam pada hari Penaklukan Makkah. Namanya juga tercantum di dalam kitab-kitab biografi para Sahabat 🚓 ." Hadits ini memiliki beberapa penguat, tetapi semuanya tidak ada yang shahih. Silakan lihat kitab al-Khilaafiyyaat (I/241-242) dan Takhriijul Ahaadiits wal Aatsaar al-Waaqi'ah fii Tafsiiril Kasyaaf karya az-Zaila'i (III/377-378).

<sup>32</sup> Pada naskah "¬" dan "۶" tertulis: "نَاْطَلَقَهَا". Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shahiih*-nya (no. 3615) dan Muslim dalam *Shahiih*-nya (no. 2009) dari hadits Abu Bakar 👛 . Diriwayatkan oleh al-Bukhari pula di tempat lain (no. 3906) dari hadits Suraqah bin Ju'syum 👛.

<sup>34</sup> Pada naskah "כ" dan "כ" tertulis: "ني". <sup>35</sup> Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dalam *as-Siirah* (II/609 – Ibnu Hisyam). Dari jalurnya diriwayatkan oleh al-Umawi dalam Maghaazi-nya, sebagaimana di dalam al-Bidaayah wan Nihaayah (III/284): az-Zuhri meriwayatkan kepadaku dari 'Abdullah bin Tsa'labah bin Shu'air.

Saya berpendapat: "Sanad hadits ini hasan. Ibnu Ishaq adalah hujjah dalam al-Maghaazi, dan ia telah menjelaskannya dengan tahdits."

Diriwayatkan oleh ath-Thabari dalam Jaami'ul Bayaan (IX/136), Ibnu Abi Hatim dalam Tafsiir-nya (V/1672/8906), ath-Thabrani dalam *al-Mu'jamul Kabiir* (no. 3127, 3128) dan *al-Mu'jamul Ausath* (no. 9097), al-Baihaqi dalam *Dalaa-ilun Nubuwwah* (III/79-80), serta Qiwamussunnah al-Ashbahani dalam Dalaa-ilun Nubuwwah (hlm. 39). Mereka semua meriwayatkan dari jalur Musa bin Ya'qub az-Zam'i, dari 'Abdullah bin Yazid, dari Sulaiman bin Abu Hatsmah, dari Hakim bin Hizam. Saya menilai: "Sanad hadits ini dha'if, karena Musa adalah perawi shaduq namun buruk hafalannya, sebagaimana diterangkan dalam at-Taqriib."

Hadits ini memiliki penguat dari Ibnu 'Abbas yang diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam al-Mu'jamul Kabiir (no. 11750) dari jalur Yahya bin Ya'la, dari Sulaiman bin Qiram, dari Simak bin Harb, dari 'Ikrimah, dari Ibnu 'Abbas: "...." Ath-Thabrani kemudian menyebutkannya.

Al-Haitsami berkata dalam Majma'uz Zawaa-id (VI/84): "Para perawinya adalah perawi kitab ash-Shahiih." Saya berkomentar: "Pendapat ini perlu dikoreksi kembali berdasarkan beberapa alasan berikut. Pertama, Sulaiman bin Qiram dan Yahya bin Ya'la al-Aslami bukan perawi kitab ash-Shahiih, bahkan Muslim hanya memakai Sulaiman sebagai pendukung. Kedua, Sulaiman bin Qiram buruk hafalannya, sebagaimana diterangkan dalam at-Tagriib. Ketiga, Yahya bin Ya'la al-Aslami dha'if, sebagaimana diterangkan dalam at-Tagriib. Keempat, riwayat Simak bin Harb dari 'Ikrimah kacau, yaitu kemungkinan ia keliru. Terakhir, terdapat jalur lain dari al-Baihaqi (III/80). Secara keseluruhan hadits ini shahih lighairihi. Wallaahu a'lam."

<sup>36</sup> Telah disebutkan *takhrij*-nya.

<sup>37</sup> *Iadzalan* atau *jidzalan* bermakna akar pohon atau yang lain setelah batangnya hilang, seperti duri-

duri yang dibersihkan dari batang kurma.

Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam ath-Thabaqaatul Kubraa (I/188), ia berkata: 'Ali bin Muhammad meriwayatkan kepada kami dari Abu Ma'syar, dari Zaid bin Aslam, Zaid bin Ruman, Ishaq bin 'Abdullah bin Abu Farwah. Juga diriwayatkan oleh yang lainnya. Saya menegaskan: "Sanadnya dha'if. Diriwayatkan juga oleh al-Baihaqi dalam Dalaa-ilun Nubuwwah

(III/98) dari jalur al-Waqidi. Secara keseluruhan, derajat hadits ini dha'if."

Diriwayatkan oleh Ahmad dalam Musnad-nya (I/353) dari jalur Ibnu Ishaq, ia berkata: orang yang mendengar dari 'Ikrimah meriwayatkan kepadaku dari Ibnu 'Abbas.

Saya menilai: "Sanad hadits ini dha'if, karena orang yang meriwayatkan kepada Ibnu Ishaq majhul

(tidak dikenal)." Diriwayatkan pula oleh ath-Thabari dalam Taariikhul Umam wal Muluuk (II/290) dan Ibnu Sa'ad dalam ath-Thabagaatul Kubraa (IV/13-14) dari jalur al-Kalbi, dari Abu Shalih, dari Ibnu 'Abbas. Saya berpendapat: "Sanad hadits ini maudhu'. Al-Kalbi dan Abu Shalih adalah pendusta."

Diriwayatkan pula oleh Abu Nu'aim al-Ashbahani dalam Dalaa-ilun Nubuwwah (hlm. 410-411) dengan sanad shahih dari Ibnu Ishaq: sebagian Sahabat kami meriwayatkan kepadaku dari Miqsam dan Ibnu 'Abbas. Sanad hadits ini hasan jika tidak ada perawi yang *mubham* (tidak jelas).

Diriwayatkan juga dari jalur Sa'id bin Jubair, dari Ibnu 'Abbas.

Saya berkomentar: "Akan tetapi, pada jalur riwayatnya kepada Sa'id terdapat Ibnu Humaid ar-Razi, seorang matrukul hadiits (haditsnya ditinggalkan)."

Hadits ini memiliki penguat lain dari riwayat al-Baihaqi dalam Dalaa-ilun Nubuwwah (III/142-143) dari jalur Ibnu Ishaq, dari Yajid bin Ruman, dari 'Urwah bin az-Zubair, dari az-Zuhri, dan sejumlah orang yang ia sebutkan. Mereka kemudian menjabarkan kisahnya.

Saya berkata: "Riwayat ini mursal hasan sanadnya."

Al-Baihagi dalam Dalaa-ilun Nubuwwah (III/143) dan penulis Al-Baihagi dalam al-Bidaayah wan Nihaayah (III/299) berkata: "Ibnu Ishaq meriwayatkan dari Ibnu Abi Najih dari 'Atha', dari Ibnu 'Abbas

mukjizat seperti yang kami sebutkan."

Penguat lain diambil dari hadits 'Aisyah 👹 yang diriwayatkan oleh al-Hakim dalam al-Mustadrak (no. 5477). Al-Baihaqi meriwayatkan darinya dalam as-Sunanul Kubraa (VI/322) dari jalur Ahmad bin 'Abdul Jabbar, dari Yunus bin Bukair, dari Ibnu Ishaq, dari Yahya bin 'Abbad bin 'Abdullah bin az-Zubair, dari ayahnya, dari 'Aisyah (di dalamnya disebutkan kisah itu).

Saya berkomentar: "Di dalamnya terdapat Ahmad bin 'Abdul Jabbar. Al-Hafizh berkata dalam at-Tagriib: 'Dha'if, namun penyimakannya dalam masalah sirah shahih.' Akan tetapi, al-Baihaqi mengatakan bahwa yang benar dalam sanad ini adalah seperti yang diriwayatkan oleh Yunus bin Bukair dari Ibnu Ishaq: Yazid bin Ruman meriwayatkan kepadaku dari 'Urwah bin az-Zubair, dia berkata: az-Zuhri, Muhammad bin Yahya bin Hibban, 'Ashim bin 'Umar bin Qatadah, dan 'Abdullah bin Abu Bakar meriwayatkan kepadaku secara mursal."

Saya menegaskan: "Benar yang dikatakannya, bahkan sanad hadits *mursal* ini kuat. Hadits ini diriwayatkan

oleh al-Baihaqi dalam *Dalaa-ilun Nubuwwah*, sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Secara keseluruhan, minimal hadits ini hasan berdasarkan jalur-jalur dan penguat-penguatnya. *Wallaabu a'lam.*" Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jamul Kabiir* (XVII/58/120) dan Ibnu Mandah dalam *al-Ma'rifah*, seperti halnya dalam *al-Ishaabah* (III/36-37) dari jalur 'Abdurrazzaq: Ja'far bin Sulaiman meriwayatkan kepadaku dari Abu 'Imran al-Juni. Aku (al-Hafizh Ibnu Hajar) tidak mengetahuinya selain dari Anas bin Malik."

Saya menilai: "Sanad hadits ini hasan."

Diriwayatkan juga oleh ath-Thabrani dalam al-Mu'jamul Kabiir (XVII/54-56/118), Abu Nu'aim al-Ashbahani dalam Ma'rifatush Shahaabah (IV/2095/5269) dan dalam Dalaa-ilun Nubuwwah (hlm. 413) dari jalur Ibnu Ishaq: Muhammad bin Ja'far bin az-Zubair meriwayatkan kepadaku secara mu'dhal (hadits yang pada sanadnya terdapat dua orang perawi atau lebih yang gugur secara berturut-turut).

Akan tetapi, Ibnu Ishaq meriwayatkannya dalam as-Siirah (II/640-641 – Ibnu Hisyam): Muhammad bin Ja'far bin az-Zubair meriwayatkan kepadaku, dari 'Urwah bin az-Zubair secara mursal. Riwayat ini mursal shahih sanadnya.

Selain itu, terdapat penguat yang berasal dari riwayat mursal Ibnu Syihab az-Zuhri yang diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam al-Mu'jamul Kabiir (XVII/56-58/119) dan Abu Nu'aim al-Ashbahani dalam Ma'rifatush Shahaabah (IV/2093-2095/5267). Sanad riwayat ini mursal shahib.

Penguat yang kedua didapat dari hadits mursal 'Ikrimah yang diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam ath-Thabaqaatul Kubraa (IV/187): 'Affan bin Muslim meriwayatkan kepada kami dari Hammad bin Salamah, dari Tsabit, dari 'Ikrimah. Riwayat ini mursal shabih sanadnya.

Secara keseluruhan, hadits ini shahih-tanpa diragukan lagi-karena semua itu. Wallaahu a'lam.

<sup>41</sup> Pada naskah "س" tertulis: "حَصَلَتْ".

Diriwayatkan oleh Abu Nu'aim al-Ashbahani dalam Dalaa-ilun Nubuwwah (hlm. 418): Ibrahim bin Ishaq al-Harbi meriwayatkan kepada kami dari Yusuf bin Bahlul, dari 'Abdullah bin Idris, dari Muhammad bin Ishaq, dari 'Ashim bin 'Umar bin Qatadah, dari Mahmud bin Labid, dari Qatadah bin an-Nu'man.

Saya berpendapat: "Sanad hadits ini shahih dan para perawinya tsiqah apabila Ibnu Ishaq bukan seorang mudallis dan bukan perawi yang meriwayatkan dengan 'an'anah. Meskipun demikian, hadits ini memiliki riwayat penyerta. Imam Malik bin Anas memperkuatnya dari 'Ashim, yaitu yang diriwayatkan oleh Ibnu Syahin dan ad-Daraquthni, sebagaimana dijelaskan dalam al-Ishaabah (III/225), serta oleh Ibnu 'Asakir dalam Taariikh Dimasq (52/19-189) dari jalur 'Ali bin Harb ath-Tha'i, dari 'Abdurrahman bin Yahya al-'Udzri al-Madani, dari Malik. Adapun 'Abdurrahman yang disebutkan terakhir ini, dia bukan perawi yang kuat, sebagaimana yang dikatakan ad-Daraquthni, bahkan al-'Uqaili berkata: 'Dia adalah majhul (tidak diketahui identitasnya).' Ibnu 'Adi pun menilainya: 'Ia meriwayatkan hadits munkar dari perawi tsiqah.' Abu Ahmad al-Hakim menegaskan: 'Tidak dapat dijadikan rujukan.'"

Hadits ini memiliki jalur lain yang diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam al-Mu'jamul Kabiir (XIX/15/12, 13), lalu dari jalurnya diriwayatkan oleh Abu Nu'aim al-Ashbahani dalam Dalaa-ilun Nubuwwah (hlm. 418-419), juga oleh Ibnu 'Asakir dalam Taariikh-nya (52/189) dari jalur 'Abdullah bin al-Fadhl bin 'Ashim bin 'Umar bin Qatadah, dari ayahnya yaitu al-Fadhl, dari kakeknya yaitu 'Ashim; dari ayah kakeknya yaitu Umar bin Qatadah, dari Qatadah."

Saya berkomentar: "Sanad hadits ini dha'if. 'Umar bin Qatadah tidak diketahui, kecuali pada riwayat anaknya. Hal ini seperti halnya yang dikatakan adz-Dzahabi. Namun di dalam *at-Taqriib* disebutkan: '*Maqbul*.'"

Al-Haitsami berkata dalam *Majma'uz Zawaa-id* (VI/113-114): "Diriwayatkan oleh ath-Thabrani, namun di dalam sanadnya terdapat perawi yang tidak kuketahui." Hal ini sesuai dengan pernyataannya (VIII/297-298): "Di dalam sanad ath-Thabrani terdapat orang yang tidak kukenal."

Sepertinya al-Haitsami mengisyaratkan kepada 'Abdullah bin al-Fadhl dan ayahnya. Saya belum juga menemukan biografi keduanya meskipun telah lama mencari. Namun, ketidakjelasan status mereka tidak serta merta menjadikan jalur ini tertolak untuk dijadikan penguat hadits lain.

Hadits ini memiliki dua syahid (penguat) seperti diterangkan berikut ini:

Pertama, dari hadits Abu Saʻid al-Khudri yang diriwayatkan oleh ad-Daraquthni dalam *al-Ishaabah* (III/225) dan ath-Thabrani. Dari jalurnya diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam *Dalaa-ilun Nubuwwah* 

(III/253). Diriwayatkan juga dari jalurnya oleh Ibnu 'Asakir dalam *Taariikh Dimasq* (52/190) dari jalur Ishaq bin Abu Farwah, dari Iyadh bin 'Abdullah bin Abu Sarh, dari Abu Sa'id. Sanad hadits ini *dha'if jiddan* (lemah sekali). Karena Ishaq adalah perawi *matruk*, tidak dapat dijadikan penguat. Ia bahkan tidak memiliki kehormatan.

Kedua, dari riwayat mursal 'Ashim bin 'Umar bin Qatadah yang diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam ath-Thabaqaatul Kubraa (III/419) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh Ibnu 'Asakir dalam Taariikh Dimasq (52/190), al-Baihaqi dalam Dalaa-ilun Nubuwwah (III/251) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh Ibnu 'Asakir (52/190), Ibnul Atsir dalam Usdul Ghaabah (IV/90), serta Ibnu 'Asakir (52/190) dari jalur Ibnu Ishaq dalam as-Siirah (II/82 – Ibnu Hisyam) dari 'Ashim. Sanad hadits ini hasan sebagai penguat.

Secara keseluruhan, minimal kisah ini berstatus hasan, berdasarkan penjelasan yang disebutkan tadi, insya Allah.

Telah diriwayatkan pula bahwasanya kisah ini menimpa Qatadah pada Perang Badar. Padahal, yang benar adalah terjadi pada Perang Uhud, sebagaimana yang akan dijelaskan nanti. Hal tersebut diriwayatkan oleh al-Baghawi dalam *Mu'jamush Shahaabah* (V/47), dan dari jalurnya diriwayatkan oleh Ibnu 'Asakir dalam *Taariikh Dimasq* (52/189) dari Ahmad bin Manshur ar-Ramadi, dari Ya'qub bin Muhammad az-Zuhri, dari Ibrahim bin Ja'far bin Mahmud, dari ayahnya, dari 'Ashim bin 'Umar bin Qatadah, dari Qatadah.

Saya menilai: "Sanad hadits ini dha'if karena dua alasan. *Pertama*, (sanadnya) terputus karena 'Ashim tidak berjumpa dengan kakeknya. *Kedua*, Ya'qub az-Zuhri ini dha'if."

Akan tetapi, hadits itu mempunyai penyerta, yakni yang diriwayatkan oleh al-Baghawi dalam *Mu'jamush Shahaabah* (V/87) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh Ibnu 'Asakir dalam *Taariikh Dimasq* (52/189), Abu Ya'la dalam *Musnad*-nya—riwayat Abu 'Amr bin Hamdan—dan dari jalurnya diriwayatkan oleh Ibnu 'Asakir (52/188) dari Yahya bin 'Abdul Hamid al-Hammani, al-Baihaqi dalam *Dalaa-ilun Nubuwwah* (III/251-252) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh Ibnu 'Asakir (52/188) dari jalur Malik bin Isma'il, keduanya dari 'Abdurrahman bin Sulaiman bin al-Ghasil, dari 'Ashim.

Saya menegaskan: "Sanad hadits ini hasan sampai kepada 'Ashim, karena komentar yang diarahkan kepada Ibnul Ghasil terbilang ringan. Dengan demikian terhapuslah cacat *mursal* riwayat itu karenanya."

Hadits tersebut dilemahkan oleh al-Haitsami dalam Majma'uz Zawaa-id (VIII/298) karena adanya Yahya bin 'Abdul Hamid al-Hamani. Namun, kelemahan-kelemahan itu tidak ditemukan di sini, sebab al-Hamani disertai (diperkuat) oleh perawi lainnya, yaitu oleh Malik bin Ismail, seorang yang tsiqah mutqin (kuat hafalannya).

Diriwayatkan juga secara maushul oleh Abu Ya'la dalam Musnad-nya—riwayat Ibnul Muqri'—dan Ibnu 'Adi meriwayatkan dari beliau dalam al-Kaamil (IV/1954) serta dari jalurnya diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam Dalaa-ilun Nubuwwah (III/99-100), Ibnu 'Asakir dalam Taariikh Dimasq (52/188), Ibnul Atsir dalam Usdul Ghaabah (IV/90), Abu Nu'aim al-Ashbahani dalam Ma'rifatush Shahaabah (IV/2339/2749), Ibnu Qani' dalam Mu'jamush Shahaabah (II/361), al-Baihaqi dalam Dalaa-ilun Nubuwwah (III/252) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh Ibnu 'Asakir (52/188) dari beberapa jalur, dari Yahya al-Hamani, dari Ibnul Ghasil, dari 'Ashim bin 'Umar bin Qatadah, [dari ayahnya], dari Qatadah.

Saya berkomentar: "Sanad tersebut tidak shahih, sebab al-Hamani ini dituduh telah mencuri hadits (sirqatul hadiits: membuat hadits mutaba'ah [hadits penyerta palsu], baik hadits itu sempurna maupun tidak, berdasarkan apa yang didengar, diketahui atau diterimanya dari berbagai riwayat yang ada, apakah yang diriwayatkannya itu shahih ataupun tidak) sebagaimana diterangkan dalam at-Taqriib. Di samping itu, ia meriwayatkan hadits ini secara langsung secara mursal, sebagaimana yang baru dijelaskan tadi, dan di dalamnya tidak disebutkan: 'dari ayahnya'. Namun perlu dicamkan bahwa sanad yang tidak mencantumkan: 'dari ayahnya' itu diperkuat oleh riwayat perawi tsiqah tsabt, bernama Malik bin Ismail."

Penilaian yang benar ialah derajat hadits 'Abdurrahman bin al-Ghasil itu mursal.

Hadits itu memiliki penguat dari riwayat *mursal* Yahya bin Sa'id al-Anshari, yang semakna dengannya, yaitu yang diriwayatkan oleh Ibnu 'Asakir (52/191) dan para perawinya *tsiqah*. Secara keseluruhan, dua hadits *mursal* ini tidak dapat dijadikan hujjah. *Wallaahu a'lam*.

Kesimpulannya, kisah ini dialami Qatadah 👛 pada Perang Uhud, bukan pada Perang Badar. Inilah yang ingin ditegaskan penulis as di sini, demikian pula adz-Dzahabi dalam as-Siyar (II/332). Hal ini pula yang ingin ditegaskan oleh orang sebelum mereka berdua, yaitu Abu 'Umar bin 'Abdil Barr dalam al-Istii 'aab (III/248 - catatan kaki al-Ishaabah).

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Shahiib-nya (no. 4101) dan Muslim dalam Shahiib-nya (no.

2039) dari hadits Jabir bin 'Abdullah 👛 .

<sup>44</sup> Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq (III/80), dan dari jalurnya diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam *Dalaa*ilun Nubuwwah (III/427): Sa'id bin Mina meriwayatkan kepada kami dari puteri Basyir bin Sa'id. Saya berpendapat: "Sanadnya dha'if karena terputus."

Penulis was berkata dalam al-Bidaayah wan Nihaayah (IV/99): "Demikianlah yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq. Di dalam sanadnya terdapat keterputusan ."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Shahiih-nya (no. 3578), juga Muslim dalam Shahiih-nya (no. 2040) dari hadits Anas .

<sup>46</sup> Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Shahuh-nya (no. 5163) secara mu'allag dan (no. 5166) secara maushul, serta Muslim dalam Shahiih-nya (no. 1428) dari hadits Anas 💩 .

Rabdhah adalah tempat menderum kambing.

<sup>48</sup> Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Shahiih-nya (no. 2484) dan Muslim dalam Shahiih-nya (no. 1729) dari hadits Salamah bin al-Akwa' 👛 .

49 Kantong air yang terbuat dari kulit.

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (V/685-686/3839), Ahmad (II/352), dan Ishaq bin Rahawaih dalam Musnad-nya. Ibnu Hibban meriwayatkan darinya dalam Shahiih-nya (XIV/467/6532 - Ihsaan), al-Mukhlish dalam al-Fawaa-id dan dari jalurnya diriwayatkan oleh al-Mizzi dalam Tahdziibul Kamaal (28/580-581), al-Baihaqi dalam Dalaa-ilun Nubuwwah (VI/109) dari jalur Hammad bin Zaid, Abu Nu'aim al-Ashbahani dalam Dalaa-ilun Nubuwwah (hlm. 371-372) dari jalur Ayyub al-Sikhtiyani, keduanya (al-Mizzi dan al-Baihaqi) meriwayatkan dari Muhajir bin Mukhallid, maula Abu Bakrah, dari Abul 'Aliyah, dari Abu Hurairah.

At-Tirmidzi berkata: "Hadits ini hasan gharib dari jalur ini."

Saya berkomentar: "Benar yang dikatakannya. Seluruh perawinya tsigah dan termasuk para perawi kitab ash-Shahiihain, kecuali Muhajir yang masih diperselisihkan. Wahib bin Khalid berkata: 'Tidak hafal (hadits).' Abu Hatim berkata: 'Haditsnya lemah, tidak tsiqah, dan tidak mutqin (tidak kuat hafalannya). Meskipun demikian, haditsnya masih boleh ditulis."

As-Saji berkata: "Dia perawi shaduq yang ma'ruf, bahkan tidak ada seorang pun yang mengatakannya majhul. Ibnu Ma'in berkata: 'Shalih.' Ibnu Hibban, Ibnu Syahin, dan al-'Ijli juga menilainya tsiqah. Ibnu Hibban menshahihkan haditsnya, sedangkan at-Tirmidzi menghasankannya. Jadi, derajat beliau ini minimal shaduq, hasan haditsnya."

Diriwayatkan pula oleh Ahmad (II/324) dari jalur Isma'il bin Muslim al-'Abdi, dari Abul Mutawakkil an-Naji, dari Abu Hurairah. Sanadnya shahih sesuai dengan syarat Muslim.

Pada naskah "" dan "" tertulis: "Begitu juga kejadian-kejadian lain yang semisalnya."
Penulis membuat sebuah pembahasan khusus tentang tanda-tanda kenabian di dalam kitabnya, al-Bidaayah wan Nihaayah, lalu menyebutkan tanda-tanda tersebut—jazaahullaahu khairan. Adapun gurunya, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah 🐗, ia berkata dalam al-Furqaan: "Yang seperti ini banyak sekali, bahkan aku telah mengumpulkan sekitar seribu mukjizat Nabi 🐲."

53 Gumpalan awan.

- <sup>54</sup> Al-Ishabah adalah sesuatu yang melingkupi sesuatu lainnya. Mahkota juga disebut *iklil*, karena ia melingkupi kepala.
- 55 Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Shahiih-nya (no. 1013, 1014) dan Muslim dalam Shahiih-nya (no. 897) dari hadits Anas bin Malik 👛 .
- <sup>56</sup> Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Shahiih-nya (no. 1020) dan Muslim dalam Shahiih-nya (no. 2798) dari hadits 'Abdullah bin Mas'ud 👑 .
- <sup>57</sup> Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Shahiih-nya (no. 169) dan Muslim dalam Shahiih-nya (no. 2279) dari hadits Anas 👛 .
- 58 Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Shahiih-nya (no. 3576) dan Muslim dalam Shahiih-nya (no. 1856) dari hadits Jabir bin 'Abdullah 😅 , namun jumlah pasukannya berbeda. Jumlah yang disebutkan pada hadits tersebut diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Shahiih-nya (no. 3577) dari hadits al-Bara' bin 'Azib 👛 .

<sup>59</sup> Diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shahiih*-nya (no. 3013) dari hadits Jabir 👛 .

<sup>60</sup> Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Shahiih-nya (no. 2731, 2732) dari hadits al-Miswar bin Makhramah dan Marwan bin al-Hakam.

61 Diterangkan dalam *al-Bidaayah wan Nihaayah* (II/365): "As-Sathiihah adalah sejenis kantong, namun ia terbuat dari dua kulit yang ditempelkan satu sama lain sehingga tertutup rapat. Bentuknya ada yang besar dan ada pula yang kecil. Ia termasuk di antara jenis kantong penyimpan air."

<sup>62</sup> Tambahan dari naskah "س".

- 63 Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shahiih*-nya (no. 334) dan Muslim dalam *Shahiih*-nya (no. 682) dari hadits 'Imran bin al-Hushain 🕳 .
- 64 Berita itu sesuai dengan firman Allah 🕸 :

"Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amalamal yang shalih bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan mengubah (keadaan) mereka, sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembah-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apa pun dengan Aku ...." (QS. An-Nuur: 55)

65 Pada naskah "۶" tertulis: "وَكَذَلِكَ كَانَ" .

Hal itu telah shahih dari hadits 'Abdullah bin 'Abbas dan Nayyar bin Mukarram al-Aslami Hadits Ibnu 'Abbas dalam hal ini diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (V/343-344/3193), an-Nasa-i dalam at-Tafsiir (II/149-150/409), Ahmad (I/276, 304), al-Bukhari dalam Khalqu Af'aalil 'Ibaad (38-39/115, 116) dan at-Taariikhul Kabiir (II/322), ath-Thabari dalam Jaami'ul Bayaan (21/12), ath-Thahawi dalam Musykilul Aatsaar (VII/438-440/2987, 2988), Ibnu Abi Hatim dalam Tafsiir-nya sebagaimana dalam Tafsiirul Qur-aan al-'Azhiim (III/433), ath-Thabrani dalam al-Mu'jamul Kabiir (XII/23-24/12377), al-Hakim (II/410), al-Baihaqi dalam Dalaa-ilun Nubuwwah (II/330-331), dan yang lainnya dari jalur Abu Ishaq al-Fazari, dari ats-Tsauri, dari Habib bin Abu 'Umrah, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu 'Abbas. Saya menilai: "Sanad hadits ini shahih sesuai dengan syarat al-Bukhari dan Muslim."

At-Tirmidzi berkata: "Hadits ini hasan shahih gharib."

Al-Hakim berkata: "Hadits ini shahih sesuai dengan syarat al-Bukhari dan Muslim, namun keduanya tidak meriwayatkannya." Pernyataan ini telah disepakati oleh adz-Dzahabi.

Ibnul Qayyim menshahihkan riwayat ini dalam kitabnya, *al-Faruusiyyah* (hlm. 207), seraya berkata: "Sesuai dengan syarat kitab *ash-Shahiih*." Demikian pula penilaian Syaikh Ahmad Syakir dalam *ta'lig*-nya terhadap kitab *al-Musnad* (no. 2495) dan guru kami, al-Imam al-Albani ﷺ.

Hadits Nayyar bin Mukarram dalam hal ini diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (V/344-345/3194), al-Bukhari dalam at-Taariikhul Kabiir (VIII/139-140), 'Abdullah bin Ahmad dalam as-Sunnah (I/143-144/116), ath-Thahawi dalam Musykilul Aatsaar (VII/442), Ibnu Khuzaimah dalam at-Tauhiid (I/404-405/237), Ibnu Qani' dalam Mu'jamush Shahaabah (III/173), Abu Nu'aim al-Ashbahani dalam Ma'rifatush Shahaabah (V/2704/6464), Qiwamussunnah al-Ashbahani dalam al-Hujjah fii Bayaanil Mahajjah (I/262/112, 291/152), Ibnu Baththah dalam al-Ibaanah (I/271-272/41-ar-Radd 'alal Jahmiyyah), al-Baihaqi dalam al-Asmaa' wash Shifaat (I/585/510) dan al-I'tiqaad (hlm. 107-108), serta banyak lagi yang lainnya dari jalur Ibnu Abiz Zinad, dari ayahnya, dari 'Urwah bin az-Zubair, dari Nayyar. Saya menilai: "Sanad hadits ini hasan dikarenakan adanya perselisihan tentang Ibnu Abiz Zinad, yang nama aslinya adalah 'Abdurrahman."

At-Tirmidzi berkata: "Hadits ini hasan shahih gharib."

Al-Baihaqi berkata: "Sanadnya shahih."

Al-Hafizh berkata di dalam al-Ishaabah (III/548): "Para perawi sanadnya tsiqah."

- 67 Telah disebutkan *takhrij*-nya.
- 68 Telah disebutkan *takhrij-*nya.
- 69 Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shahiih*-nya (no. 3120) dan Muslim dalam *Shahiih*-nya (no. 2918) dari hadits Abu Hurairah 🚁 . Riwayat ini shahih dari hadits Jabir bin 'Abdullah dan 'Adi bin Hatim 🚁 .

Pada naskah "عَلَيْكَ كَانَ" tertulis: "وَكَذَلِكَ كَانَ".
 Diriwayatkan oleh Muslim dalam Shahiih-nya (no. 2889) dari hadits Tsauban 👛 .

72 Pernyataan penulis 描述: "Demikian pulalah yang akan terjadi" perlu dikoreksi (dijelaskan) dari beberapa sisi:

Pertama, khabar (berita) dari Rasulullah 2 memberitahukan bahwasanya kekuasaan ummatnya akan mencapai batasan yang beliau ucapkan dari muka Bumi ini. Sungguh, hal itu telah diberikan kepada beliau sebelumnya. Kekuasaan ummat Islam sekarang memang belum meliputi Bumi, tetapi hal itu akan segera terwujud, insya Allah.

Kedua, Rasulullah 🛎 mengabarkan bahwa kekuasaan ummatnya dan agamanya akan mencapai apa yang dicapai oleh siang dan malam. Ini menguatkan makna yang pertama, yaitu kekuasaan ummat Islam akan meliputi seluruh permukaan Bumi, insya Allah. Sungguh, tidak lama lagi Anda akan segera menyaksikannya.

Ketiga, derajat hadits-hadits tentang masa depan Islam adalah mutawatir, bahkan dikuatkan lagi dengan keterangan bahwa hal ini akan terjadi setelah kekuasaan yang turun-temurun dan sesudah

kediktatoran merajalela.

Keempat, terdapat hadits dari Rasulullah ﷺ yang mengabarkan tentang penaklukan banyak negeri. Penaklukan ini belum terjadi pada masa penulis, namun sebagiannya benar-benar terjadi setelah zamannya. Misalnya, Penaklukan al-Qasthanthiniyyah (Konstantinopel/Istambul), demikian juga penaklukan-penaklukan lain yang terjadi kemudian, insya Allah, seperti Penaklukan Roma, ibukota Italia, dan Penaklukan Kerajaan Vatikan.

Semua itu menguatkan bahwasanya apa yang terjadi pada masa penulis hanyalah sebagian kecil dari yang dikabarkan Rasulullah 🍇, bukan semuanya. Setiap yang kabar Nabi pasti akan segera

terjadi, dengan izin Allah 🙉 , walaupun musuh-musuh Allah tidak menyukainya.

مَّا An-Nawawi berkata: "Dzulfun (ذُلْفُ) atau dulfun (دُلْفُ). Dengan kata lain, terdapat dua cara pengucapan, namun yang masyhur adalah huruf dzal (دُلْكُ). Bentuk jamaknya adalah adzlaaf menjadi أَحْمَر Maknanya, pesek hidungnya, pendek tapi melengkung. Ada yang مُعْرُ, seperti (أَذْلَف) mengartikan kasar pada permukaan hidungnya. Ada juga yang mengatakan merebah. Semua makna tersebut hampir sama satu sama lainnya."

Al-Hafizh menambahkan: "Orang Arab berkata: 'Amlahun nisaa' adz-dzulfu (Wanita yang cantik

adalah yang berhidung pendek tapi melengkung)."

An-Nawawi berkata: "Al-majaann (اَلْمُجَانَ) adalah bentuk jamak dari mijann (مِجَنِ) ialah perisai. Adapun al-mithraqah (الْبَطْرَةُة), dibaca dengan men-sukun-kan huruf tha dan tidak men-tasydid-kan huruf ra. Cara membaca seperti itulah yang masyhur.

Para ulama berpendapat bahwa al-mithraqah adalah alat yang dipakai di belakang punggung untuk melindungi diri. Orang-orang Arab mengatakan bahwa maksud kalimat tersebut adalah menyerupakan wajah bangsa Turki dalam hal lebar dan berkilau pipinya dengan perisai yang dipakai dipunggung.

75 Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Shahiih-nya (no. 2928) dan Muslim dalam Shahiih-nya (no. 2912) dari hadits Abu Hurairah 😅 . Adapun riwayat al-Bukhari (no. 2927) berasal dari hadits

'Amr bin Taghlib 👛 .

An-Nawawi berkata dalam Syarh Shahiih Muslim (XVII/37-38): "Semua itu adalah mukiizat Rasulullah ﷺ. Telah terjadi peperangan dengan bangsa Turki yang memiliki sifat-sifat yang sama seperti dengan yang disebutkan Nabi 🌉, yakni bermata sipit, berwajah kemerahan, berhidung pesek, berwajah lebar bagaikan lempengan perisai, dan memakai sandal dari bulu. Mereka tetap dikenal dengan sifat-sifat tersebut hingga kini. Kaum Muslimin telah memerangi orang-orang ini berkali-kali, bahkan masih terus berperang dengan mereka.

Aku meminta kepada Allah 😹 kesudahan yang baik bagi kaum Muslimin dalam hal ini, juga dalam setiap persoalan dan keadaan mereka, serta semoga Dia menetapkan kelembutan bagi mereka dalam pemeliharan-Nya. Shalawat dan salam selalu tercurah kepada Rasulullah 🛎 yang tidak berbicara

atas dasar hawa nafsunya, melainkan dari wahyu yang diturunkan kepadanya."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Shahiih-nya (no. 3746, 7109) dari hadits Abu Bakrah ... <sup>77</sup> Hadits-hadits tentang memerangi Khawarij mutawatir menurut para ulama. Diriwayatkan oleh para imam di dalam kitab-kitab mereka, sebagaimana disebutkan dalam as-Sunnah karya Ibnu Abi 'Ashim (no. 936-977, terbitan Daar ash-Shami'i). Para ulama membuat pembahasan khusus tentang kaum khawarij di dalam kitab tersendiri, dan saya pun memiliki kitab khusus tentang hal itu yang berjudul Qiraa-aat Manhajiyyah fii Ahaadiitsil Khawaarij. Semoga Allah memudahkan

penyempurnaan dan penerbitannya untuk kebaikan dan keberkahan.

Hadits Dzu Tsudayyah diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Shahiih-nya (no. 3610) dari hadits Abu Saʻid, serta oleh Muslim dalam *Shahiib*-nya (no. 1066, 155) dari hadits ʻAli 👛 . (Dzu Tsudayyah. Namanya Nafi'. Disebut Dzu Tsudayyah karena dia memiliki tompel sebesar puting susu, di tangannya yang ditumbuhi beberapa helai bulu. Dia termasuk pengikut Khawarij yang diperangi oleh kaum Muslimin. Lihat Sunan Abi Dawud, Bab: "Fii Qitaalil Khawarij" (XII/385). Ed

Pada naskah "e" tertulis: "Sama persis." Pada naskah "w", kalimat yang ada di dalam tanda kurung terletak sebelum berita tentang al-Hasan bin 'Ali 🚓.

- 81 Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Shahiih-nya (no. 447) dan Muslim dalam Shahiih-nya (no. 2915) dari hadits Abu Sa'id al-Khudri 😅 . Muslim meriwayatkan juga di tempat lain (no. 2916) dari hadits Ummu Salamah 🚎 .
- Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Shahiih-nya (no. 7118) dan Muslim dalam Shahiih-nya (no. 2902) dari hadits Abu Hurairah 👛 .

Saya menjelaskan: "Bushra adalah kota terkenal di Syam. Jaraknya dari arah timur Damaskus sekitar 100 km."

- Silakan lihat penjelasan penulis 🕉 mengenai berbagai peristiwa yang terjadi pada tahun 654 H dalam kitab al-Bidaayah wan Nihaayah (XVII/328-342, terbitan Daar al-Hajar). Penjelasan itu merupakan penjelasan tentang perkara yang membuat akal merasa heran, hati menjadi takut, dan jiwa selalu ingin mendekatkan diri kepada Allah pada setiap waktu dan setiap keadaan.
- Al-Imam an-Nawawi berkata dalam Syarh Shahiih Muslim (XVIII/28): "Pada zaman kita sekarang ini, api telah muncul dari Madinah, yaitu pada tahun 654 H. Api yang sangat besar itu muncul dari arah timur Madinah, tepatnya di belakang al-Hurrah. Seluruh penduduk Syam dan berbagai negeri lainnya mengetahui fenomena ini, sedangkan aku hanya diberi tahu oleh penduduk Madinah yang menyaksikannya."

85 Tambahan dari naskah "¬" dan "¬".
86 Tambahan dari naskah "¬".

Ungkapan ini mengisyaratkan kepada firman Allah 🐯:

## 

"(Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, ...." (QS. Al-A'raaf: 157)

Dalam kitab Shahiih-nya (no. 2125). Lafazh riwayat itu sebagai berikut: "Demi Allah, ciri-ciri Rasulullah yang disebutkan di dalam Taurat, sesuai dengan sebagian sifat beliau di dalam al-Qur-an: 'Wahai Nabi, sesungguhnya Kami mengutus kamu sebagai saksi, pemberi kabar gembira, pemberi peringatan, dan pelindung bagi orang-orang yang beriman. Kamu adalah hamba dan utusan-Ku. Aku menamakanmu al-Mutawakkil. Kamu tidak bersifat keras, tidak kasar, tidak suka berteriakteriak di pasar, serta tidak membalas keburukan dengan keburukan tapi justru memaafkan dan mengampuni.' Allah tidak akan mewafatkannya hingga beliau kembali meluruskan agama yang bengkok dan sampai manusia mengucapkan *Laa ilaaha illallaah*, yang dengan hal tersebut terbukalah mata yang buta, (mendengarlah) telinga yang tuli, dan (tersadarlah) hati yang lalai."

Tidak tercantum pada naskah "7' Kitab pertama *Ish-hah* (13: 15-18).

Diriwayatkan oleh Muslim (no. 2889).

Pada Kitab pertama dalam Taurat. Pada naskah "س" tertulis: "Seperti bintang di langit." Pada naskah "ح" dan "ع 'tertulis: "وَجَعَلَ حَذَا Kitab Kejadian Ish-hah (17: 20).

Kitab Kejadian Ish-hah (16: 13).

Pada naskah "س" tertulis: "وَلاَ غَيْرَهَا مِنْ بِلاَدِ الْحِبَاز ". Selain itu, disisipkan setelahnya tanda petik.

Kitab Pujian Ish-hah (18: 17-22). Tambahan dari naskah ",,,".

- 100 Pada naskah "س" tertulis: "أَللَّهُ مِنْ سِيْنَاءَ جَاءَ".
- 101 Kitab Pujian Ish-hah (33: 2).
- 102 Kitab Kejadian Ish-hah (2: 20).
- 103 Penulis 🕉 berkata dalam *Tafsiirul Qur-aan al-'Azhiim* (VIII/570): "Sebagian ulama berkata: 'Pada ketiga tempat tersebut Allah mengutus masing-masing seorang Nabi dan Rasul Ulul 'Azmi yang membawa syari'at agung. Pertama, (at-Tiin waz zaituun) yaitu Baitul Maqdis, di sanalah 'Isa bin Maryam Widiutus. Kedua, (Thuur Siiniin) yakni Bukit Sinai, di tempat inilah Allah berbicara dengan Musa bin 'Imran. Ketiga, (Makkah) yaitu negeri yang tenteram, tempat yang aman bagi setiap orang yang memasukinya, di sinilah Rasulullah a diutus."
  - Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah 🗱 berkata dalam Hidaayatul Hayaaraa fii Ajwibatil Yahuud wan Nashaara (hlm. 53): "(At-Tiin waz Zaituun), yang dimaksud dengannya ialah tempat tumbuh kedua buah tersebut dan tanahnya, yaitu tanah Maqdis, tempat munculnya al-Masih. (Thuur Siiniin) adalah bukit tempat Allah berbicara dengan Musa dan tempat dimulai kenabiannya. (Hadzal Baladil Amiin) ialah Makkah; Allah mengharamkan tanahnya dan menjadikannya aman, yaitu tempat dimulainya kenabian Muhammad 2.
- 104 Pada naskah "ح" dan "ع" tertulis: "الْبَارْقَلِيْظ".
- 105 Silakan lihat kitab al-Jawaabush Shahiih karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah 💥 (III/326-328).
- 106 Pada naskah "س" tertulis: "سَالُمُوَلِفُ".
   107 Lihat kembali pada penjelasan sebelumnya.
- 108 Pada naskah "أس" tertulis: "مِنْ".
- 109 Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shahiih*-nya (no. 1382) dari hadits al-Bara' 👛 dan Muslim dalam Shahiih-nya (no. 2316) dari hadits Anas 👼 .
- 110 Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Shahiih-nya (no. 3093) dan Muslim dalam Shahiih-nya (no. 1759, 54) dari hadits 'Aisyah 👛 .
- 111 Disebutkan dalam Taariikh Khaliifah bin Khayyath (hlm. 96): "Fathimah 🚎 meninggal dunia delapan bulan setelah Rasulullah 🌉 wafat, namun ada yang mengatakan enam bulan, dan ada juga yang berpendapat tujuh puluh hari."
- Diriwayatkan oleh Ahmad dalam Musnad-nya (VI/461-462) dan Fadhaa-ilush Shahaabah (II/725/1243); Ibnu Sa'ad dalam ath-Thabagaatul Kubraa (X/28); 'Abdullah bin Ahmad dalam Zawaa-idul Musnad (VI/462) dan Zawaa-id Fadhaa-ilish Shahaabah (II/629-630/1074, 725/1244); Ibnu Syabah dalam Taariikhul Madiinah (hlm. 108-109, terbitan Daarul 'Ulyaan atau I/73/335, terbitan Daarul Kutub al-'Ilmiyyah); Ibnu Syahin dalam Naasikhul Hadiits wa Mansuukhuhu (482/646); al-Juraqani dalam al-Abaathiil wal Manaakiir (II/59/448); Abu Nu'aim al-Ashbahani dalam Ma'rifatush Shahaabah (VI/3507/7944); ad-Daraquthni dalam al-'Ilal (L75/A-B); ad-Dulabi dalam adz-Dzuriyyatuth Thaahirah (112-113/215); Abul Hasan bin Hayyawaih dalam Man Waafagat Kunyatuhu Kunyata Zaujihi minash Shahaabah (hlm. 72-74); Ibnul Jauzi dalam at-Tahqiiq (II/6/861), al-Ilalul Mutanaahiyah (I/260-261/419) dan al-Maudhuu'aat (III/276-277); serta Ibnul Atsir dalam Usdul Ghaabah (VI/344) dari jalur Ibrahim bin Sa'ad, dari Muhammad bin Ishaq, dari 'Ubaidillah bin 'Ali bin Abu Rafi', dari ayahnya, dari ibunya yang bernama Salma—pengasuh Fathimah.

Saya menilai: "Sanad hadits ini dha'if, sebab di dalamnya terdapat beberapa kelemahan: (1) Ibnu Ishaq mudallis dan telah meriwayatkan dengan 'an'anah, (2) 'Ubaidillah bin 'Ali dha'if haditsnya, sebagaimana diterangkan dalam at-Tagriib, dan (3) matannya munkar, sebagaimana yang akan dijelaskan nanti."

Ibnu 'Abdul Hadi berkata dalam Tanqiihut Tahqiiq (II/126): "Hadits ini munkar sekali. Dinyatakan munkar oleh Imam Ahmad dan lainnya, walaupun dia meriwayatkan hadits ini dalam Musnadnya dari Abul Nadhar, dari Ibrahim bin Sa'ad. (Ahmad bin) Hanbal berkata: 'Aku mendengar Abu 'Abdullah mengingkari hadits Ibrahim bin Sa'ad dari Muhammad bin Ishaq: 'Bahwasanya Fathimah memandikan dan mengkafani diri sendiri ....'"

Al-Juraqani berkata: "Hadits ini tidak mungkin shahih, bahkan hadits ini tidak ada asalnya. Muhammad bin Ishaq dha'if haditsnya sehingga tidak dapat dijadikan hujjah. Bagaimana mungkin Fathimah 👑 yang 'alim dan faqih mandi sebelum meninggal? Sungguh, ia mengetahui bahwasanya mandi sebelum kematian datang tidak dapat memenuhi syarat memandikan jenazah yang harus dilaksanakan setelah seseorang meninggal."

Ibnul Jauzi berkata dalam al-Ilalul Mutanaahiyah: "Hadits ini tidak shahih. Di dalam sanadnya terdapat Ibnu Ishaq yang dituduh sebagai pendusta oleh Malik dan Hisyam bin 'Urwah. Bagaimana mungkin hadits ini shahih, sedangkan mandi jenazah baru disyari'atkan setelah terjadi kematian, maka mungkinkah dilakukan sebelumnya? Jikalau kita menduga bahwa Fathimah tidak mengetahui hal ini, maka apakah mungkin 'Ali tidak mengetahuinya? Terlebih lagi, Ahmad dan asy-Syafi'i berhujjah akan bolehnya seorang suami memandikan isterinya dengan hadits: "Ali memandikan (jenazah) Fathimah."

Ia juga berkata dalam at-Tahqiiq: "Hadits ini tidak shahih. Di dalam sanadnya terdapat Ibnu Ishaq dan 'Ali bin 'Ashim yang jelas-jelas telah dicela .... Bagaimana mungkin pula ia shahih, padahal mandi baru disyari'atkan setelah terjadinya kematian, sehingga tidak mungkin hal itu dilakukan sebelumnya! Tidak mungkin pula 'Ali dan Fathimah tidak mengetahui hal ini."

Ia berkata lagi dalam *al-Maudhuu'aat*: "Berdasarkan hal tersebut, diketahui bahwa tidak boleh menyandarkan perbuatan ini kepada 'Ali dan Fathimah 🚓, bahkan sebaliknya, mereka terlepas dari hal-hal semacam itu."

Saya berkomentar: "Pencacatan hadits ini oleh al-Juraqani dan Ibnul Jauzi dengan menyalahkan Ibnu Ishaq tidak dapat diterima sama sekali. Oleh karena itu, al-Hafizh Ibnu Hajar im membantah Ibnul Jauzi dalam al-Qaulul Musaddad (hlm. 72) melalui pernyataannya: "Pembebanan (kesalahan) kepada Ibnu Ishaq tidak perlu diperpanjang lagi karena para imam telah menerima haditsnya. Kesalahan yang paling banyak dilakukannya ialah tadlis, yakni meriwayatkan hadits dari perawiperawi majbul. Adapun dia sendiri adalah seorang yang shaduq, bahkan menurut jumhur ia dapat dijadikan hujjah di dalam bab siirah."

Ibnu 'Abdul Hadi pun mengomentari penilaian Ibnul Jauzi karena sebelumnya ia telah berhujjah dengan hadits Ibnu Ishaq.

Ibnul Jauzi juga melemahkan hadits ini berdasarkan perawi di bawah Ibrahim bin Sa'ad. Ia mengomentarinya dengan komentar yang tidak perlu diperpanjang lagi karena memang tidak ada manfaatnya meskipun disebutkan di sini. Sebab, mayoritas perawi yang meriwayatkannya adalah perawi *tsiqah* dari Ibrahim, maka terlepaslah tanggungan mereka darinya.

Atas dasar itulah, Ibnu 'Abdul Hadi dan Ibnu Hajar mengakhiri komentarnya: "Hal ini menunjukkan bahwasanya ia belum melihatnya (jalur periwayatan) di dalam *al-Musnad* dari Abul Nadhrah dan Muhammad bin Ja'far. Kedua orang ini termasuk perawi kitab *ash-Shahiih.*"

Adz-Dzahabi berkata dalam as-Sivar (II/129): "Hadits ini munkar."

Penulis ﷺ berkata dalam *al-Bidaayah wan Nihaayah* (VI/333): "Adapun riwayat yang menyebutkan ia (Fathimah) mandi sebelum meninggal dunia dan berwasiat agar jangan dimandikan lagi setelah itu, riwayat tersebut dha'if dan tidak bisa dijadikan rujukan. *Wallaahu a'lam*."

Diriwayatkan oleh 'Abdurrazzaq dalam al-Mushannaf (III/410), Ibnu Syabbah dalam Taariikhul Madiinah (hlm. 109, terbitan Daarul-'Ulyaan atau I/73/336, terbitan Daarul-Kutub al-'Ilmiyyah), ad-Dulabi dalam adz-Dzuriyyatuth Thaahirah (112/214), ad-Daraquthni dalam Sunan-nya (II/79), al-Hakim (III/163-164), al-Baihaqi dalam as-Sunanul Kubraa (III/396, 396-397) dan Ma'rifatus Sunan wal Aatsaar (III/131/2076), al-Juraqani dalam al-Abaathiil wal Manaakiir (II/61-62/449), Ibnul Jauzi dalam at-Tahqiiq (II/5-6/860) dari jalur 'Umarah bin Muhajir dan 'Aun bin Muhammad, keduanya dari Ummu Ja'far binti Muhammad, dari Asma' binti 'Umais.

Al-Juraqani berkata: "Hadits ini masyhur dan hasan."

Al-Hafizh berkata dalam at-Talkhiishul Habiir (II/143): "Sanadnya hasan. Ahmad dan Ibnul Mundzir berhujjah dengannya. Penegasan keduanya menunjukkan keshahihan hadits ini menurut mereka."

Ia (Ibnu Hajar) pun berkata: "Catatan: Jika hadits ini shahih, maka ia membatalkan riwayat yang menyatakan bahwa Fathimah memandikan diri sendiri, kemudian meninggal, lalu berwasiat agar tidak dimandikan lagi."

Guru kami, al-Imam al-Albani ﷺ, berkata dalam *Irwaa-ul Ghaliil* (III/162): "(Hadits ini) hasan ... Para perawinya terkenal *tsiqah*, kecuali Ummu Ja'far atau Ummu 'Aun—yang pada naskah asli terjadi kesalahan tulis sehingga perlu diperbaiki, yakni (Ummu) 'Auf—karena tidak ada seorang pun yang meriwayatkan darinya selain anaknya, yaitu 'Aun—yang pada naskah asli juga tertulis: 'Auf. Selain Ummu 'Aun, juga Ummu 'Isa al-Jazzar atau yang dikenal juga dengan al-Khuza'iyah. Tak ada seorang pun yang menganggapnya *tsiqah*. Dalam kitab *at-Taqriib* dikatakan: 'Maqbul.'

Al-Hafizh berkata pula dalam at-Talkhiish (kemudian beliau ﷺ menyebutkan apa yang kami nukil dari al-Hafizh tadi)."

Saya berkomentar: "Sepertinya guru kami yakin dengan penilaian al-Hafizh sehingga dia menghasankan hadits ini. Cukuplah penghasanan hadits ini oleh ulama yang dijadikan teladan dan tidaklah akan merugi orang yang menjadi teman duduk (mengambil ilmu dari) mereka."

114 Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah 🎎 berkata dalam Majmuu'ul Fataawaa (IV/462): "Yang pertama kali masuk Islam dari laki-laki merdeka dan baligh adalah Abu Bakar, dari anak laki-laki merdeka adalah 'Ali, dari kalangan budak adalah Zaid bin al-Haritsah, serta dari kalangan wanita adalah Khadijah Ummul Mukminin. Hal ini menurut kesepakatan para ulama."

115 Diriwayatkan oleh Muslim dalam Shahiih-nya (no. 2436) dari hadits 'Aisyah, ia berkata: "Nabi 🍇 tidak memadu Khadijah hingga ia meninggal dunia."

避, Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 3815) dan Muslim (no. 2430) dari 'Ali bin Abi Thalib ia berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: 'Sebaik-baik wanita penduduk dunia pada masanya adalah Maryam binti 'Imran, dan sebaik-baik wanita dari ummat ini adalah Khadijah binti Khuwailid."

Abu Kuraib berkata: "Waki' mengisyaratkan ke langit dan bumi."

117 Diriwayatkan oleh al-Bukhari dengan lafazhnya dalam Shahiih-nya (no. 3896), juga oleh Muslim dalam Shahiih-nya (no. 1422) dari hadits 'Urwah bin az-Zubair, ia berkata: "Khadijah meninggal tiga tahun sebelum Nabi ﷺ hijrah ...." Demikianlah yang ditegaskan penulis ﷺ dalam al-Bidaayah wan Nihaayah (V/300) dan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam Zaadul Ma'aad (I/105).

<sup>118</sup> Pada naskah "w" terdapat tambahan setahun setengah, tetapi diapit oleh tanda kurung.

119 Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam ath-Thabaqaatul Kubraa (VIII/53, 169), Abu Dawud dalam Sunan-nya (II/242-243/2135) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam as-Sunanul Kubraa (VII/74-75), ath-Thabari dalam Jaami'ul Bayaan (V/197-198), al-Hakim dalam al-Mustadrak (II/186), Ibnu Mardawaih sebagaimana di dalam Tafsiirul Qur-aan al-'Azbiim (I/575) dari jalur Ahmad bin Yunus, Abu Bilal al-Asy'ari, 'Abdullah bin Wahab, dan al-Waqidi; keempatnya meriwayatkan dari Ibnu Abiz Zinad, dari Hisyam bin 'Urwah, dari ayahnya, dari 'Aisyah di dalam sebuah kisah.

Saya berpendapat: "Sanad hadits ini hasan, karena Ibnu Abiz Zinad shaduq, sebagaimana disebutkan dalam at-Tagriib."

Al-Hakim berkata: "Sanad hadits ini shahih, tetapi keduanya (al-Bukhari dan Muslim) tidak meriwayatkannya." Penilaiannya disepakati oleh adz-Dzahabi.

Hadits ini dihasankan oleh guru kami, al-Imam al-Albani 💥, dalam Irwaa-ul Ghaliil (VII/85). Asal haditsnya berasal dari al-Bukhari (no. 5212) dan Muslim (no. 1463), namun tidak disebutkan di dalamnya penjelasan sebab turunnya ayat.

Hadits ini memiliki penguat dari hadits 'Abdullah bin 'Abbas 🚁 yang semakna dengannya, yaitu yang diriwayatkan oleh ath-Thayalisi dalam Musnad-nya (IV/403/2805) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (V/249/3040), ath-Thabari dalam Jaami'ul Bayaan (V/310), Ibnu Abi Hatim dalam Tafsiir-nya (IV/1079/6039), ath-Thabrani dalam al-Mu'jamul Kabiir (XI/226/11746), dan al-Baihaqi (VII/297): Sulaiman bin Mu'adz meriwayatkan kepada kami dari Simak bin Harb, dari Ikrimah, dari Ibnu 'Abbas. Sanadnya hasan sebagai penguat.

At-Tirmidzi berkata: "Hadits ini hasan gharib." Secara keseluruhan, derajat hadits ini shahih.

120 Diriwayatkan oleh Muslim dalam Shahiih-nya (no. 1423) dari hadits 'Aisyah 👑 .

- <sup>121</sup> Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Shahiih-nya (no. 4753) dari hadits Ibnu Abu Mulaikah. Di dalamnya disebutkan bahwa Ibnu 'Abbas berkata: "... beliau tidak menikahi perawan selain engkau ...."
- <sup>122</sup> Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shahiih*-nya (no. 3775), serta Muslim dalam *Shahiih*-nya (no. 2442).
- <sup>123</sup> Kalimat yang ada di dalam tanda kurung siku adalah tambahan dari naskah "س".
- 124 Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Shahiih-nya (no. 3662) dan Muslim dalam Shahiih-nya (no. 2384) dari hadits 'Amr bin al-'Ash. Di dalamnya disebutkan: "... Aku bertanya: 'Siapakah orang yang paling engkau cintai?' Beliau menjawab: "Aisyah."

  Tambahan dari naskah "...".

126 Diriwayatkan oleh Abu Dawud (II/285/2283), an-Nasa-i dalam al-Mujtabaa (VI/213) dan al-Kubraa (V/321/5723), Ibnu Majah (I/650/2016), ad-Darimi dalam Musnad-nya (VIII/519/2411 - Fat-hul Mannaan), Abu Ya'la dalam Musnad-nya (I/160/173,174), ath-Thahawi dalam Musykilul Aatsaar (XII/24/4611, 25/4612), ath-Thabrani dalam al-Mu'jamul Kabiir (XXIII/158/304), al-Bazzar dalam al-Bahruz Zakhkhaar (I/294/189), Ibnu Saʻad dalam ath-Thabaqaatul Kubraa (X/82-83), Ibnu Hibban dalam Shahiih-nya (X/100/4275 - Ihsaan), Ibnu Abi 'Ashim dalam al-Aahaad wal Matsaani (V/408/3050), 'Abdu bin Humaid dalam Musnad-nya (I/96/43 - al-Muntakhab), al-Hakim (II/197), al-Baihagi dalam as-Sunanul Kubraa (VII/321-322), adh-Dhiya' al-Maqdisi dalam al-Ahaadiitsul Mukhtaarah (I/273-275/161-165) dari jalur Yahya bin Zakaria bin Zaidah, dari Shalih bin Shalih, dari Salamah bin Kuhail, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu 'Abbas, dari 'Umar 🚲 .

Al-Hakim berkata: "Shahih sesuai dengan syarat asy-Syaikhani (al-Bukhari dan Muslim)." Pendapat al-Hakim itu disepakati pula oleh adz-Dzahabi.

Guru kami, al-Imam al-Albani ( berkomentar dalam Irwaa-ul Ghaliil (VII/157): "Benar yang dikatakan keduanya."

Penulis the berkata dalam Musnadul Faaruuq (hlm. 421): "Sanad hadits ini bagus, kuat, dan shahih." Terdapat penguat lain dari hadits Anas bin Malik 👛 yang diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam ath-Thabaqaatul Kubraa (X/83), ad-Darimi dalam Musnad-nya (VIII/519-520/2412 - Fat-hul Mannaan), Abu Ya'la dalam Musnad-nya (VI/437/3815), al-Hakim (II/196-197), al-Baihaqi (VII/367-368), Abu Nu'aim dalam Ma'rifatush Shahaabah (VI/3214/7400), dan adh-Dhiya' al-Maqdisi dalam al-Ahaadiitsul Mukhtaarah (VI/27-28/1982, 1983) dari jalur Husyaim; Humaid ath-Thawil meriwayatkan kepada kami dari Anas.

Al-Hakim berkata: "Shahih sesuai dengan syarat asy-Syaikhani." Pendapat al-Hakim itu disepakati oleh adz-Dzahabi.

Guru kami, al-Imam al-Albani कार्ड, berkata: "Keduanya benar."

Penguat yang lainnya berasal dari hadits Ibnu 'Umar 🚓 yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi 'Ashim dalam al-Aahaad wal Matsaani (V/409/3051), Abu Ya'la dalam Musnad-nya (I/159-160/172), Ibnu Hibban dalam *Shahiih*-nya (X/101/4276 – *Ihsaan*), ath-Thabrani dalam *al-Mu'jamul Kabiir* (XXIII/158/305), al-Bazzar dalam Musnad-nya (II/194-195/1502, 195/1503 - al-Kasyf), ath-Thahawi dalam Musykilul Aatsaar (XII/25/4613), Abu Nu'aim dalam Ma'rifatush Shahaabah (VI/3214/7401) dari jalur Yunus bin Bukair, dari al-A'masy, dari Abu Shalih, dari Ibnu 'Umar. Sanad hadits ini hasan. Para perawinya tsiqah dan termasuk perawi kitab ash-Shahiih selain Yunus bin Bukair, yaitu perawi shaduq yang hasan haditsnya. Yunus dipakai oleh Muslim sebagai mutaba'ah, sebagaimana vang dikatakan adz-Dzahabi.

Penulis wis berkata dalam Musnadul Faaruuq (hlm. 421): "Hadits ini shahih sesuai dengan syarat al-Bukhari dan Muslim, hanya saja keduanya tidak mengeluarkannya."

- "س". Tambahan dari naskah
- 128 Tambahan dari naskah "
- "...". Tambahan dari naskah "...".

  Tambahan dari naskah "...".
- 130 Diriwayatkan oleh Ahmad dalam Musnad-nya (VI/317-318), an-Nasa-i dalam al-Mujtabaa (VI/81-82), dan Ibnu Hibban dalam *Shahiih*-nya (no. 2949 *- Ihsaan*) dari jalur Yazid bin Harun, dari Hammad bin Salamah di dalam sebuah kisah yang panjang. Saya menegaskan: "Sanad hadits ini dha'if. Ibnu 'Umar seorang yang *maqbul*, sebagaimana dijelaskan
- dalam at-Tagriib. Hadits ini didha'ifkan pula oleh guru kami, al-Imam al-Albani 👊 ." Demikianlah yang tertulis dalam kitab naskah aslinya, sedangkan di dalam ath-Thabaqaatul Kubraa (VIII/96): "Lima puluh sembilan." Bilangan inilah yang benar.
- <sup>132</sup> Al-Bukhari (no. 4791) dan Muslim (no. 1428).
- 133 Hanya melalui perantara tiga orang perawi.-Pen
- 134 Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Shahiih-nya (no. 7420, 7421) dari hadits Anas 👛 .
- 135 Diriwayatkan oleh Muslim dalam Shahiih-nya (no. 2452) dari hadits 'Aisyah Ummul Mukminin, ia berkata: Rasulullah 🗯 berkata: "Isteriku yang paling cepat menyusulku adalah yang paling panjang tangannya."
  - 'Aisyah melanjutkan: "Kemudian, kami pun memanjangkan lengan masing-masing guna mengetahui siapa di antara kami yang paling panjang lengannya."
  - 'Aisyah berkata lagi: "Ternyata, yang paling panjang lengannya adalah Zainab, karena ia biasa bekeria dengan tangannya, dan beliau benar.
- 136 Sebagaimana di dalam ath-Thabaqaatul Kubraa (VIII/115).

<sup>137</sup> Pada naskah "ح" tertulis: "مُكَاتَبَتُهَا". Telah dijelaskan *takhrij*-nya pada Perang al-Muraisi'.

Sebagaimana diterangkan dalam kitab ath-Thabaqaatul Kubraa (VIII/120).

- Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Shahiih-nya (no. 5169) dan Muslim dalam Shahiih-nya (no. 1365) dari hadits Anas 🚓 .
- <sup>141</sup> Sebagaimana terdapat di dalam ath-Thabagaatul Kubraa (VIII/128).
- <sup>142</sup> Diriwayatkan oleh Abu Dawud (II/235/2107), an-Nasa-i dalam *al-Mujtaba*a (VI/119) dan *al-Kubraa* (V/220/5486), Ahmad (VI/427), ath-Thabrani dalam al-Mu jamul Kabiir (XXIII/181-182/402), ath-Thahawi dalam Musykilul Aatsaar (XIII/60/5061), Ibnu Abi 'Ashim dalam al-Aahaad wal Matsaani (V/417/3067), ad-Daraquthni dalam Sunan-nya (III/246), al-Hakim (II/181), serta al-Baihaqi dalam as-Sunanul Kubraa (VII/139,232) dan Dalaa-ilun Nubuwwah (III/460) dari jalur 'Abdullah bin al-Mubarak, dari Ma'mar bin Rasyid, dari Ibnu Syihab, dari 'Urwah, dari Ummu Habibah.

Al-Hakim berkata: "Hadits ini sesuai dengan syarat asy-Syaikhani, hanya saja keduanya tidak meriwayatkannya." Pendapatnya disepakati oleh adz-Dzahabi.

Saya menegaskan: "Yang mereka katakan itu benar."

- <sup>143</sup> Shahiih Muslim, Kitab "Fadhaa-ilush Shahaabah", Bab "Min Fadhaa-il Abu Sufyan bin Harb" (no. 2501).
- 144 Ibnul Atsir berkata, sebagaimana di dalam *al-Bidaayah wan Nihaayah* (VI/148): "Hadits ini termasuk riwayat Muslim yang diingkari. Alasannya, ketika Abu Sufyan datang (ke rumah Nabi) untuk memperbarui akad sebelum Penaklukan Makkah, ia pun masuk dan bertemu dengan puterinya, Ummu Habibah. Kemudian, Ummu Habibah menjauhkan tempat tidur Nabi 🌉 darinya. Oleh sebab itu, Abu Sufyan bertanya: 'Demi Allah, apakah kamu membenciku karena beliau atau membenci beliau karena aku?' Ummu Habibah menjawab: 'Ini adalah tempat tidur Rasulullah 變, sedangkan kamu adalah seorang laki-laki musyrik. Maka dari itu, ayahnya bersumpah: 'Demi Allah, semoga keburukan menimpamu setelah ini, wahai puteriku!"

Saya menambahkan: "Hadits yang semakna dengannya disebutkan oleh Ibnul Atsir dalam Usudul Ghaabah (VI/116)."

- 145 Pada naskah "س" tertulis: "وُضَعَهُ".
- 146 Syarh Shahiih Muslim (XVI/62-63).
- <sup>147</sup> Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shahiih*-nya (no. 5101) dan Muslim dalam *Shahiih*-nya (no. 1449, 15).
- 148 Shahiih Muslim (no. 1449, 16).
- 149 Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shahiih*-nya (no. 5114) dan Muslim dalam *Shahiih*-nya (no. 1410).
- 150 Dalam kitab Shahiih-nya (no. 1409).
- <sup>151</sup> Pada naskah "س" tertúlis: "الْكَرَاهِيَةُ". <sup>152</sup> Dalam kitab *Shahiih*-nya (no. 1411).
- 153 Dalam kitab Jaami'-nya (III/200/841); an-Nasa-i dalam as-Sunanul Kubraa (V/182/5381); Ahmad (VI/392-393); ad-Darimi dalam Musnad-nya (VII/513/1956 - Fat-hul Mannaan); Ibnu Sa'ad dalam ath-Thabagaatul Kubraa (X/130); ath-Thahawi dalam Syarh Ma'aanil Aatsaar (II/270) dan Musykilul Aatsaar (XIV/512/5800); ar-Ruyani dalam Musnad-nya (I/467/703, 470/709); ath-Thabrani dalam al-Mu'jamul Kabiir (I/288/915); Ibnu Hibban dalam Shahiih-nya (IX/438/4130, 442-443/4135 -Ihsaan); Ibnu Abi 'Ashim dalam al-Ahaad wal Matsaani (I/337/461); Abu Nu'aim al-Ashbahani dalam Hilyatul Auliyaa' (III/264); ad-Daraquthni dalam Sunan-nya (III/262); al-Baihaqi dalam as-Sunanul Kubraa (V/66, VII/211), Ma'rifatus Sunan wal Aatsaar (IV/27/2889), dan Dalaa-ilun Nubuwwah (VI/336); Ibnu 'Abdil Barr dalam at-Tamhiid (III/152); al-Baghawi dalam Syarhus Sunnah (VII/252/1982) dari beberapa jalur, dari Hammad bin Zaid, dari Mathar al-Warraq, dari Rabi'ah bin Abu 'Abdurrahman, dari Sulaiman bin Yasar, dari Abu Rafi'.

At-Tirmidzi dan al-Baghawi berkata: "Sanad hadits ini hasan."

Saya menilai: "Sanadnya dha'if. Mathar al-Warraq shaduq, tetapi banyak melakukan kesalahan, sebagaimana diterangkan dalam at-Tagriib. Riwayatnya diselisihi oleh Malik bin Anas, Sulaiman bin Bilal, Anas bin 'Iyadh, dan 'Abdul 'Aziz ad-Darawurdi. Mereka meriwayatkannya dari Rabi'ah secara mursal tanpa menyebutkan Abu Rafi'. Riwayat inilah yang benar."

Adapun riwayat Malik, ia meriwayatkannya dalam kitabnya, al-Muwaththa' (I/348/69 - riwayat Yahya al-Laitsi, I/462/1176, 592/1536 - riwayat Abu Mush'ab az-Zuhri, dan 315/687, 486/1134 - riwayat Suaid al-Hadatsani). Asy-Syafi'i meriwayatkan darinya dalam as-Sunanul Ma'tsuurah (369/493 - riwayat ath-Thahawi), al-Umm (V/78), dan al-Musnad (I/526-527/826, 527/827 - Tartiibul Musnad). Darinya pula Ibnu Sa'ad meriwayatkan hadits ini dalam ath-Thabaqaatul Kubraa (X/130), ath-Thahawi dalam Syarh Ma'aanil Aatsaar (II/270) dan Musykilul Aatsaar (XIV/514/5801), serta al-Baihaqi dalam Ma'rifatus Sunan wal Aatsaar (IV/37/2888, V/349/4243)."

Al-Baihaqi berkata: "Hadits Sulaiman bin Yasar dari jalur ini mursal."

Hadits Anas bin 'Iyadh diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam ath Thabaqaatul Kubraa (X/130). Hadits Sulaiman bin Bilal diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dalam Sunan-nya (III/201). Hadits ad-Darawurdi diriwayatkan oleh ad-Daraquthni dalam al-Ilal (VII/14).

Berdasarkan hal ini, guru kami, al-Imam al-Albani (VI/252-253/1849): "Akan tetapi, al-Hafizh berkomentar tentang Mathar: 'Shaduq, namun banyak melakukan kesalahan.' Hadits maushul seperti ini tidak dapat dijadikan rujukan meskipun tidak ada yang menyelisihinya, maka bagaimana jika ada yang menyelisihinya? Bagaimana pula jika yang menyelisihinya itu Imam Malik?"

Saya menambahkan: "Terlebih lagi Malik adalah orang yang selalu bersama gurunya, Rabi'ah bin Abu 'Abdurrahman, yang dikenal dengan rabii'atur ra'yi (orang yang berpikiran cemerlang). Oleh karena itulah, riwayat darinya lebih diutamakan daripada yang lainnya. Maka bagaimana

pula apabila orang-orang yang kita sebutkan tadi bergabung bersamanya?"

Ath-Thahawi berkata dalam Musykilul Aatsaar (XIV/512-514): "Seseorang berkata: 'Diriwayatkan dari Abu Rafi', bahwasanya Nabi menikahi Maimunah dalam keadaan berihram ....' Dahulu, hadits ini dijadikan hujjah bagi siapa saja yang menyelisihi pendapat tersebut. Hadits ini diriwayatkan oleh Mathar al-Warraq, seperti yang telah disebutkan. Diriwayatkan pula dari Rabi'ah oleh orang yang lebih hafal dan lebih shahih daripadanya, yaitu Malik bin Anas, ... maka status hadits ini pun menjadi mauquf pada Sulaiman bin Yasar sebelum sampai kepada Abu Rafi'. Jadi, hadits ini gugur sebagai hujjah bagi orang yang berdalil dengannya dalam masalah ini."

Ia berkata lagi dalam Syarh Ma'aanil Aatsaar (II/270): "... Dahulu, ini menjadi hujjah atas orangorang yang menyelisihi kami, yaitu jika riwayat ini diambil dari jalur sanad yang shahih dan lurus, sebagaimana kaidah madzhab mereka. Adapun hadits Abu Rafi' yang mereka sebutkan diriwayatkan oleh Mathar al-Warraq, sedangkan menurut mereka Mathar bukan orang yang dapat diambil haditsnya sebagai hujjah dikarenakan (adanya hadits lain yang) diriwayatkan oleh Malik, yang lebih kuat dan lebih hafal daripadanya, sehingga sanad darinya itu munqathi (terputus)." Ibnu 'Abdil Barr berkata dalam at-Tamhiid (III/151): "Hadits ini diriwayatkan oleh Mathar al-Warraq dari Rabi'ah, dari Sulaiman bin Yasar, dari Abu Rafi'. Menurutku, Mathar melakukan kekelirian karena Sulaiman bin Yasar lahir tahun 34 H. bahkan ada yang mengatakan tahun 27

kekeliruan karena Sulaiman bin Yasar lahir tahun 34 H, bahkan ada yang mengatakan tahun 27 H; sedangkan Abu Rafi' meninggal di Madinah tidak lama setelah 'Utsman dibunuh. 'Utsman derbunuh pada bulan Dzulhijjah tahun 35 H. Maka dari itu, mustahil dan tidak mungkin Sulaiman bin Yasar mendengar dari Abu Rafi' ... dan riwayat Malik lebih utama. Wabillaahi taufik."

Saya berkomentar: "Yang mereka katakan benar, meskipun pendapat keduanya diselisihi oleh Imam ad-Daraquthni."

Ad-Daraquthni berkata dalam al-'Ilal (VII/13-14): "Diriwayatkan oleh Rabi'ah bin Abu 'Abdurrahman, namun diperselisihkan riwayatnya, yakni riwayat Mathar al-Warraq dari Rabi'ah, dari Sulaiman bin Yasar, dari Abu Rafi' secara muttashil (bersambung). Demikian pula riwayat Bisyr bin as-Sirri dari Malik bin Anas dari Rabi'ah, dari Sulaiman bin Yasar, dari Abu Rafi', yang diselisihi oleh rekan-rekan Imam Malik. Mereka meriwayatkannya dari Malik, dari Rabi'ah, dari Sulaiman, bahwasanya Nabi mengutus Abu Rafi', secara mursal. Dalam pada itu, hadits Mathar dan Bisyr bin as-Sirri bersambung sanadnya, bahkan keduanya tsiqah."

Saya menegaskan: "Demikianlah penjelasan darinya (ad-Daraquthni). Padahal, Mathar al-Warraq yang dianggap tsiqah olehnya di sini, di samping ia berpendapat bahwa sanad yang maushul merupakan tambahan darinya, telah dilemahkan juga di dalam kitabnya yang lain, yaitu at-Tatabbu' (hlm. 169), seraya berkata: 'Tidak kuat.' Inilah kerancuan yang terdapat pada diri ad-Daraquthni. sementara keterangan yang berisi celaan harus didahulukan daripada keterangan yang berisi penilaian tsiqah atasnya. Lebih dari itu, Mathar ini telah didha'ifkan oleh mayoritas ulama (sebagaimana dipaparkan berikut ini)."

Ìmam Ahmad berkata: "Yahya bin Śaʻid menyamakan Mathar dengan Ibnu Abi Laila dalam hal buruknya hafalan."

Abu Dawud berkata: "Menurutku, Mathar bukanlah hujjah, bahkan haditsnya tidak diterima jika menyelisihi perawi lain."

As-Saji berkata: "Shaduq, namun banyak berbuat kesalahan."

An-Nasa-i berkata: "Tidak kuat."

Ibnu Hibban berkata: "Sering melakukan kekeliruan."

Hadits ini pun didha'ifkan oleh Abu Hatim ar-Razi, Ibnu Sa'ad, Ibnu 'Adi al-'Uqaili dan lainnya. Kesimpulannya, yang benar adalah derajat hadits ini mursal, sedangkan yang maushul tidak shahih karena munqati' (terputus). Sebab, Sulaiman bin Yasar tidak pernah bertemu dengan Abu Rafi', sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu 'Abdil Barr. Di samping itu, saya mendapati Imam Ahmad bin Hanbal ass mencacatkan hadits ini karena mursal. Ia juga menyebutkan bahwasanya Sulaiman bin Yasar tidak pernah bertemu dengan Abu Rafi', seperti halnya yang dikatakan Ibnu 'Abdil Barr. Falillahil hamd wal minah.

Silakan lihat kitab Jaami'ut Tabshiil (hlm. 191) dan Tuhfatut Tabshiil (hlm. 173-174).

(سَرُف) adalah nama sebuah tempat yang berjarak 6 mil dari Makkah. Namun ada juga yang berpendapat 7, 9 dan 12 (mil). Di tempat ini Rasulullah ﷺ menikahi Maimunah binti al-Harits, berkumpul (berbulan madu) dengannya, dan di sini pulalah Maimunah meninggal dunia. Lihat kitab Mu'jamul Buldaan (III/212).

155 Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Shahiih-nya (no. 284) dan Muslim dalam Shahiih-nya (no. 1462).

Al-Bukhari mengisyaratkan kepada riwayat Sa'id bin Abu 'Arubah secara mu'allaq di sini, juga secara maushul setelah dua belas bab dengan lafazh: "Beliau pernah menggilir isteri-isteri beliau

dalam satu malam, yang ketika itu berjumlah sembilan orang."

Ibnu Hibban dalam Shahiih-nya menggabungkan dua riwayat tersebut dengan membawakan hal itu pada dua kondisi. Akan tetapi, terdapat kekeliruan pada penjelasannya berikut ini: "Hadits yang pertama terjadi pada awal kedatangan beliau ke Madinah dan ketika itu isteri beliau berjumlah sembilan orang, sedangkan hadits kedua menerangkan kejadian pada masa-masa akhir hayat beliau dan pada saat itu beliau memiliki sebelas isteri." Letak kekeliruannya adalah bahwasanya Rasulullah at tidak memiliki isteri selain Saudah ketika datang ke Madinah. Setelah itu, secara berturut-turut, beliau menikahi 'Aisyah di Madinah; menikahi Ummu Salamah, Hafshah, dan Zainab binti Khuzaimah pada tahun ketiga dan keempat; menikahi Zainab binti Jahsy pada tahun kelima; menikahi Juwairiyah pada tahun keenam; lalu menikahi Shafiyah, Ummu Habibah, dan Maimunah pada tahun ketujuh. Mereka adalah isteri-isteri Rasulullah 🛎 yang dicampuri setelah hijrah, menurut pendapat yang masyhur. Para ulama masih berselisih pendapat tentang Raihanah, yaitu salah seorang tawanan Bani Quraizhah. Ibnu Ishaq menegaskan bahwa Nabi pernah menawarinya menjadi isteri beliau dan memakaikan hijab kepadanya, tetapi ia memilih untuk tetap menjadi budak. Mayoritas ulama berpendapat: "Ia (Raihanah) meninggal sebelum Rasulullah 🕸 wafat, yakni pada tahun kesepuluh, sebagaimana Zainab binti Khuzaimah yang meninggal tidak lama setelah beliau bercampur dengannya.

Ibnu 'Abdil Barr berkata: "Ia (Zainab binti Khuzaimah) tinggal bersama Nabi ﷺ dua atau tiga bulan. Atas dasar itulah, beliau tidak pernah memiliki isteri lebih dari sembilan. Bahkan, Saudah memberikan giliran malamnya kepada 'Aisyah, sebagaimana yang akan dijelaskan nanti pada

tempatnya. Dengan demikian, riwayat dari Sa'id lebih kuat.

Akan tetapi, riwayat Hisyam menyebutkan bahwasanya beliau memasukkan Mariyah dan Raihanah ke dalam deretan isteri beliau, hingga mereka semuanya disebut dengan lafazh "isteri-isteri beliau". Ad-Dimyathi menyebutkan dalam kitab as-Siirah yang disusunnya bahwa jumlah isteri beliau seluruhnya, baik yang telah dicampuri, yang sebatas akad saja, yang ditalak setelah bercampur, maupun yang tidak dinikahi meskipun telah dipinang, mencapai tiga puluh orang. Adapun dalam kitab al-Mukhtaarah dari jalur lain, yakni dari Anas, disebutkan: "Beliau menikahi lima belas orang isteri. Beliau bercampur dengan sebelas orang dari mereka dan meninggalkan sembilan orang isteri ketika wafat."

Abul Fath al-Ya'mari dan al-Mughlathai juga menyebutkan nama-nama isteri Rasulullah ﷺ, bahkan keduanya menambahkan jumlah yang disebutkan ad-Dimyathi. Namun, Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengingkari hal itu. Adapun yang benar ialah mengkompromikan perselisihan antara jumlah

yang disebutkan dan nama mereka. Dengan demikian, jumlah mereka pun menjadi berkurang. *Wallaahu a'lam.*"

Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam Dalaa-ilun Nubuwwah (VII/288-289) dari jalur 'Abdul Wahhab bin 'Atha', dia berkata: Sa'id dari Qatadah (terdapat kesalahan cetak oleh penerbit ad-Dala-il, yakni dari Sa'id bin Qatadah) meriwayatkan kepada kami.

Sava menilai: "Sanad hadits ini mursal shahih."

'Abdul Wahhab bin 'Atha' diselisihi oleh Saif bin 'Umar at-Taimi yang meriwayatkan hadits tersebut dari Sa'id bin Abu 'Arubah, dari Qatadah, dari Anas secara maushul. Diriwayatkan oleh Ibnu 'Asakir dalam Taariikh Dimasq (III/89). Akan tetapi, Saif termasuk perawi matruk sehingga tidak dapat dijadikan rujukan.

Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata dalam Zaadul Ma'aad (I/114): "Tidak ada perselisihan bahwasanya beliau meninggalkan sembilan isteri ketika wafat ...."

Penulis was berkata dalam al-Bidaayah wan Nihaayah (VIII/201): "Tidak ada perselisihan

bahwasanya beliau wafat dengan meninggalkan sembilan isteri ...."

<sup>158</sup> Al-Mukhtaarah (VII/106/2524). Diriwayatkan dari jalur Makki bin 'Abdan, dari Muhammad bin al-Husain bin Tharkhan, dari 'Umar bin Sahl, dari Yahya bin Abu Katsir, dari Qatadah, dari Anas. Saya berpendapat: "Sanad hadits ini dha'if. Yahya dan Qatadah mudallis dan mereka telah meriwayatkan dengan 'an'anah. Sanad Yahya bin Abu Katsir diselisihi oleh Sa'id bin Abu 'Arubah, perawi yang termasuk paling shahih dalam meriwayatkan hadits dari Qatadah, yang meriwayatkan hadits tersebut secara mursal dari Qatadah. Diriwayatkan juga oleh al-Baihaqi, sebagaimana yang telah diterangkan."

."وَدَفَنَهَا" :tertulis ح" Pada naskah تودَفَنَهَا

160 Pada naskah asli terdapat kesalahan tulis: "أَخَرَاوَيْن".

161 Pada naskah "" tertulis: "Telah dibacakan di hadapan penulis 👺 pada pertemuan kelima, pada hari Senin, tanggal 11 Sya'ban, tahun 732 H, di Darul Hadits al-Asyrafiyyah, Damaskus."

Pada catatan kaki naskah "" tertulis juga: "Akhir juz pertama dari tulisan tangan penulis ﷺ"."

Demikian pula pada naskah "" tertulis: "Akhir juz pertama pada Bab 'Tarjamah Nabawiyah 'ala Shaahibiha afdhaalus Shalaatu was Salaam' dan selanjutnya adalah pasal (penjelasan) tentang budak-budak Rasulullah ﷺ."

<sup>162</sup> Tambahan dari naskah "سِ".

- 163 Silakan lihat kitab Taariikh Dimasq (IV/172-206).
- "أنس" tertulis: "أنس".
- آ"س" Tambahan dari naskah "س".
- 166 Tambahan dari naskah "".
- 167 Tambahan dari naskah "س".
- 168 Pada naskah asli tertulis: "نَبِيْلُ", tetapi yang benar adalah yang tertulis di atas (نبيه), sebagaimana diterangkan dalam biografi Sahabat dan kitab-kitab sirah.

169 Tahdziibul Asmaa' wal Lughaat (I/28).

- 170 Silakan lihat kitab Taariikh Dimasq karya Ibnu 'Asakir (IV/206-212).
- 171 Dalam kitabnya, Tahdziibul Asmaa' wal Lughaat (I/28).

<sup>172</sup> Pada naskah "س" tertulis: "أَصْحَابِهِ".

173 Silakan lihat kitab Taariikh Dimasq karya Ibnu 'Asakir (IV/212-220).

<sup>174</sup> Taariikh Madiinah Dimasq (IV/220-238).

175 Diriwayatkan oleh Abu Dawud (III/132/2935) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh al-Baihaqi (X/126); an-Nasa-i dalam as-Sunanul Kubraa (X/187/11272); ath-Thabari dalam Jaami'ul Bayaan (XVII/118); Ibnu Abi Hatim dalam Tafsiir-nya, sebagaimana di dalam Tafsiirul Qur-aan al-'Azhiim (V/494); Ibnu Mandah dalam Ma'rifatush Shahaabah, sebagaimana di dalam ad-Durrul Mantsuur (V/684), dan dari jalurnya diriwayatkan oleh Ibnu 'Asakir dalam Taariikh Dimasq (IV/226); Abu Nu'aim al-Ashbahani dalam Ma'rifatush Shahaabah (III/1454/3686); Ibnu Mardawaih dalam Tafsiirnya, sebagaimana di dalam al-Ishaabah (II/15) dari jalur Nuh bin Qaisy, dari Yazid bin Ka'ab, dari 'Amr bin Malik an-Nakri dari Abil Jauzaa' dari Ibnu 'Abbas ..."

Adz-Dzahabi berkata dalam Miizaanul I'tidaal (IV/438): "Yazid bin Ka'ab al-'Audzi adalah perawi hadits: ((رابَّ السِعِلَّ كَتَبَ الْوَحْيَ لِلنَّيِيّ) 'Sesungguhnya Sijill menulis wahyu yang diberikan kepada Nabi,' yang diriwayatkan oleh an-Nasa-i dan Abu Dawud, namun orang ini sama sekali tidak diketahui

identitasnya. Dia meriwayatkan hadits ini dari 'Amr bin Malik an-Nakri. Nuh bin Qais al-Haddani hanya sendiri dalam meriwayatkan hadits ini darinya, namun Nuh adalah seorang perawi yang shaduq, termasuk perawi Muslim."

Hadts ini diriwayatkan oleh Ibnu 'Adi dalam al-Kaamil (VII/2662), dan dari jalurnya diriwayatkan oleh Ibnu 'Asakir dalam Taariikh Dimasq (IV/225-226); ath-Thabrani dalam al-Mu'jamul Kabiir (XII/132-133/12790); dan al-Baihaqi (X/126) dari jalur Yahya bin 'Amr bin Malik an-Nakri, dari ayahnya.

Ibnu 'Adi berkata: "Hadits ini tidak shahih."

Penulis 🌣 juga menukil pernyataan itu dari Ibnu Adi dalam *Tafsiir*-nya (V/495) dan mengakui (kebenaran)nya.

Saya tegaskan, yang keduanya katakan itu benar. Sebab, Yahya seorang perawi yang sangat lemah (seperti yang diterangkan dalam komentar berikut):

Al-'Uqaili berkata: "Haditsnya tidak dapat diikuti."

Imam Ahmad berkata: "Tidak ada apa-apanya."

As-Saji berkata: "Munkarul hadiits, bahkan Hammad bin Zaid menuduhnya telah berdusta, sedangkan ulama yang lain mendha'ifkannya."

Adz-Dzahabi berkata dalam al-Miizan (IV/399): "Yahya bin 'Amr bin Malik an-Nakri ... Adapun di antara riwayat munkar-nya adalah: 'Dahulu, Nabi memiliki juru tulis bernama as-Sijill.' Riwayatnya diperkuat oleh Yazid bin Ka'ab al-'Audzi dari 'Amr bin Malik, sedangkan Yazid ini perawi majhul."

Hadits ini memiliki penguat dari hadits 'Abdullah bin 'Umar ses yang diriwayatkan oleh Ibnu Mardawaih dalam Tafsiir-nya, sebagaimana di dalam al-Ishaabah (II/15); Ibnu Mandah dalam al-Ma'rifah; al-Khatib al-Baghdadi dalam Taariikh Baghdad (VIII/175) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh Ibnu 'Asakir dalam Taariikh Dimasq (IV/226); Abu Nu'aim al-Ashbahani dalam Ma'rifatush Shahaabah (III/1453/3684); dan lainnya dari jalur Hamdan bin Sa'id, dari Ibnu Numair, dari 'Ubaidillah bin 'Umar, dari Nafi', dari Ibnu 'Umar.

Ibnu Mandah berkata: "Hadits ini gharib. Hamdan hanya sendiri dalam meriwayatkannya."

Al-Azdi berkata: "Ibnu Numair hanya sendiri dalam meriwayatkan hadits ini, jika memang hadits ini shahih."

Al-Hafizh berkata: "Ibnu Numair termasuk perawi *tsiqah* yang terkemuka. Maka dari itu, hadits ini shahih karena adanya beberapa jalur periwayatan lain. Jadi, orang yang menganggapnya *maudhu*' telah keliru. Benar, memang ada hadits yang bertentangan dengan hadits ini."

Saya menjelaskan: "Demikianlah yang dikatakan al-Hafizh (Sayangnya, beliau terluput dari 'illat (cacat) hadits yang sebenarnya, yaitu Hamdan bin Sa'id. Adz-Dzahabi berkata dalam al-Miizan (I/602): 'Hamdan bin Sa'id meriwayatkan dari 'Abdullah bin Numair: Hamdan telah meriwayatkan hadits palsu dari 'Ubaidillah dari Nafi' dari Ibnu 'Umar yang menyatakan: 'Juru tulis Nabi bernama Sijill.' Adz-Dzahabi berkata dalam al-Mughni (I/191/1740): 'Riwayat Hamdan bin Sa'id dari 'Abdullah bin Numair itu dusta.' Akan tetapi, al-Hafizh membantahnya dalam Lisaanul Miizan (II/256) dengan komentar: 'Matan hadits ini tidak pantas dikatakan dusta (palsu), sebab an-Nasa-i telah meriwayatkannya dalam (sunan Tafsiir-nya; demikian juga Abu Dawud dalam as-Sunan dari jalur lain, dari Ibnu 'Abbas .' Mengenai jalur ini, Hamdan memang sendirian dalam meriwayatkannya, tetapi saya belum menemukan orang sebelum penulis (adz-Dzahabi) yang mendha'ifkannya."

Saya menegaskan: "Bantahan itu tidak merusak (penilaian tersebut). Sebab al-Imam adz-Dzahabi termasuk ahli dalam hal penelitian hadits, bahkan al-Hafizh sendiri mengakuinya. Ia adalah pemimpin cabang ilmu ini, tidak ada duanya pada zamannya, sehingga penilaiannya diterima tanpa ragu lagi, apalagi ternyata mayoritas ulama menghukumi hadits ini maudhu', sebagaimana yang akan diterangkan."

Penulis tis berkata dalam Tafsiir-nya (V/495): "Hadits ini munkar sekali, termasuk hadits Nafi' dari Ibnu 'Umar, dan tidak shahih sama sekali. Demikian pula riwayat sebelumnya, yaitu dari Ibnu 'Abbas yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan selainnya, tidak shahih juga."

<sup>176</sup> Yang berjudul Jaami'ul Bayaan, yaitu riwayat yang semakna dengannya (XVII/118).

أَنْغُرِفُ" tertulis: "سَّ Pada naskah "سَّ tertulis: "نَغُرِفُ".

178 Penulis (V/495-496): "Mayoritas buffazh (penghapal hadits) menyatakan riwayat ini maudhu' walaupun ia tercantum di dalam Sunan Abi Dawud.

Di antara mereka adalah guru kami, al-Hafizh al-Kabir Abul Hajjaj al-Mizzi—semoga Allah melapangkan umurnya, memanjangkan ajalnya, dan mematikannya dalam amal shalih. Saya juga telah menyusun kitab terpisah (khusus) mengenai hadits ini. *Walillaahil hamd*."

Al-Imam Abu Ja'far bin Jarir mengingkari hadits ini dan membantahnya dengan bantahan yang sempurna, seraya berkata: "Aku tidak mengetahui ada seorang Sahabat yang bernama as-Sijill. Para juru tulis Nabi ﷺ telah dikenal, namun tidak seorang pun yang bernama as-Sijill." Dalam hal ini Ibnu Jarir memang benar, bahkan komentar ini merupakan dalil terkuat dalam menerangkan ke-munkar-an hadits itu. Sementara yang memasukkan namanya ke dalam deretan nama Sahabat hanya bersandar pada hadits ini, bukan pada hadits yang lain. Wallaahu a'lam.

Adapun yang shahih dari Ibnu 'Abbas shahwasanya as-Sijill merupakan nama kitab. Yang berpendapat demikian adalah 'Ali bin Abu Thalhah dan al-'Aufi. Begitu juga Mujahid, Qatadah, dan yang lainnya telah menegaskan hal itu. Pendapat inilah yang dipilih oleh Ibnu Jarir karena demikianlah yang ma'ruf (dikenal) di dalam bahasa Arab.

Berdasarkan uraian di atas, maka makna firman Allah:

"(Yaitu) pada hari Kami menggulung langit sebagaimana menggulung (lembaran-lembaran) kertas."
(QS. Al-Anbiyaa': 104) adalah atas kitab ini, yakni yang tertulis. Hal ini sebagaimana firman Allah:
﴿ وَمُنَا اَسْلَمَا وَتَلَهُ, الْجَينِ ﴾
"Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipis(nya), (nyatalah kesabaran keduanya)." (QS. Ash-Shaaffaat: 103), yaitu atas pelipis. Masih banyak contoh-contoh lainnya di dalam bahasa Arab. Wallaahu a'lam."

Penulis ﷺ juga berkata dalam *al-Bidaayah wan Nihaayah* (V/397): "Aku membawakan hadits ini kepada guru kami, al-Hafizh al-Kabir Abul Hajjaj (al-Mizzi), namun beliau sangat mengingkarinya. Kemudian, aku memberitahukan bahwa guru kami (yang lain), al-'Allamah Abul 'Abbas Ibnu Taimiyyah, berkata: 'Hadits ini *maudhu*' walaupun tercantum di dalam *Sunan Abi Dawud*.' Maka

guru kami, al-Mizzi, berkata: 'Aku pun berpendapat demikian.'"

Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata dalam Tahdziih Sunan Abi Dawud (IV/196-197): "Aku mendengar guruku, Abul 'Abbas Ibnu Taimiyyah berkata: 'Hadits ini maudhu'. Tidak diketahui bahwasanya Rasulullah memiliki juru tulis yang bernama as-Sijill, bahkan tidak ada seorang pun Sahabat yang bernama as-Sijill. Para juru tulis Nabi itu dikenal, namun tidak ada seorang pun Sahabat yang bernama as-Sijill. 'Ia juga berkata: 'Ayat ini Makkiyah (turun di Makkah), sedangkan Rasulullah belum memiliki juru tulis ketika berada di Makkah. As-Sijill berarti kitab yang ditulis. Adapun huruf lam dalam firman Allah: ﴿ وَمَلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

Al-Qurthubi berkata dalam al-Jaami' li Abkaamil Qur-aan (XI/347): "... begitu juga dari Ibnu 'Abbas '&: 'Nama juru tulis Rasulullah '&.' (Riwayat ini) tidak kuat karena para juru tulis Rasulullah & telah dikenal, sedangkan ia tidak termasuk di antara mereka, bahkan tidak ada Sahabat Rasulullah

鑑 yang bernama as-Sijill."

Ats-Tsa'ali berkata dalam al-Kasyful Bayaan (VI/311): "Diriwayatkan oleh Abul Jauza' dan Ikrimah dari Ibnu 'Abbas : 'As-Sijill adalah nama juru tulis Rasulullah : 'Pernyataan ini tidak kuat sebab semua juru tulis Rasulullah telah dikenal, sebagaimana nama-nama tersebut telah kusebutkan dalam kitab (ar-Rabi'). As-sijill adalah isim musytaq (kata benda turunan) dari musajalah, yang berpola mukatabah. Asal katanya ialah as-sajl, artinya ember ...."

Saya berkomentar: "(Riwayat tentang Sijill ini) diingkari pula oleh as-Suhaili, sebagaimana di dalam

Fat-hul Baarı (VIII/437)."

Al-Imam Abul Muzhaffar mengatakan bahwa as-Sama'ani berkata dalam *Tafsiirul Qur-aan* (III/412): "Diriwayatkan dari Ibnu Ishaq: 'As-Sijill adalah nama juru tulis Nabi : Pendapat ini aneh (tidak benar). Pendapat yang kedua menyebutkan: 'As-Sijill adalah nama Malaikat.' Pendapat ketiga, yakni pendapat yang paling shahih, menjelaskan: "As-Sijill adalah nama lembaran."

Ibnul Atsir dalam *Usdul Ghaabah* (II/174): "As-Sijill sebagai juru tulis Nabi 🌉 adalah tidak dikenal."

Al-Hafizh Ibnu Nashiruddin ad-Dimasyoi berkata dalam Majaalis fii Tafsiir Oaulihi Ta'ala:

﴿ لَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلاً ﴾, berkata: "Kabar tentang as-Sijill tidak shahih."

179 Pada naskah "عَنَّ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلاً ﴾, berkata: "Kabar tentang as-Sijill tidak shahih."

180 Diriwayatkan oleh Muslim dalam Shahiih-nya (no. 1774) dari hadits Anas: "Nabi ﷺ menulis surat kepada Kisra, kepada Kaisar, kepada an-Najasyi, dan kepada seluruh penguasa untuk mengajak mereka kepada Allah 👼 . Namun, an-Najasyi ini bukan an-Najasyi yang pernah dido'akan Nabi 👺 ." Saya berkata: "Hadits itu menunjukkan bahwasanya an-Najasyi yang dikirimi surat bukanlah orang yang pernah didoʻa kan Nabi 鑑 dan para Sahabatnya. Inilah yang ditetapkan Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya, Zaadul Ma'aad (I/120), sehingga ia membantah orang yang berkata: 'Orang ini pernah dido'akan Nabi ﷺ.' Wallaahu a'lam."

An-Nawawi berkata dalam Syarh Shahiih Muslim (XII/113): "An-Najasyi adalah gelar bagi setiap

Raja Habasyah." 181 Al-Amwaal (no. 85). Abu Ubaid berkata: "Mu'adz meriwayatkan kepada kami dari Ibnu 'Aun, dari 'Umair bin Ishaq."

Saya menilai: "Sanad hadits ini mursal shahih."

Hadits ini memiliki penguat dari hadits Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam Shahiih-nya (X/357-358/4504 - Ibsaan) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh adh-Dhiya' al-Maqdisi dalam al-Ahaadiitsul Mukhtaarah (VI/98-99/1083), dari jalur 'Ali bin Bahr, dari Marwan bin Mu'awiyah, dari Humaid, dari Anas. Sanadnya shahih, para perawinya tsiqah, dan telah dishahihkan oleh guru kami, al-Imam al-Albani 💥 dalam Shahiih Mawaariduz Zham'aan (no. 1351).

182 Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Shahiih-nya (no. 64) dari hadits Ibnu 'Abbas 🚎.

183 Bagian ini terdapat dalam Shahih al-Bukhari dengan redaksi yang sama. Al-Bukhari berkata: "Aku kira Ibnul Musayyib berkata: 'Rasulullah 🛎 mendo'akan keburukan atas mereka, yakni semoga mereka dicabik-cabik sehancur-hancurnya.

Al-Hafizh berkata dalam Fat-hul Baari (VIII/127): "Semua jalurnya mursal. Mungkin Ibnul Musayyib mendengarnya dari 'Abdullah bin Hudzafah, orang yang meriwayatkan kisah tersebut. Sebab Ibnu Sa'ad menyebutkan dari haditsnya, bahwasanya ia berkata: 'Setelah utusan Rasulullah itu membacakan surat Rasulullah ﷺ kepadanya (Kisra), maka ia pun mengambil surat itu dan merobek-robeknya."

Hadits ini memiliki penguat dari riwayat at-Tanukhi yang dikeluarkan oleh Ahmad dalam Musnadnya (III/441-442); 'Abdullah bin Ahmad dalam Zawaa-idul Musnad (IV/74-75/75); Abu Ya'la dalam Musnad-nya (III/170-172/1597); dan Ya'qub bin Sufyan dalam al-Ma'rifah wat Taariikh, sebagaimana dalam al-Bidaayah wan Nihaayah (VI/27-28) dari jalur 'Abdullah bin 'Utsman bin Khutsaim, dari Sa'id bin Abu Rasyid, dari at-Tanukhi.

Saya menilai: "Sanad hadits ini hasan sebagai penguat. Sa'id bin Abu Rasyid adalah perawi maqbul, sebagaimana dijelaskan dalam kitab at-Tagriib."

Penulis aus berkata dalam al-Bidaayah wan Nihaayah (V/16): "Hadits ini gharib, tetapi sanadnya la ba'sa bihi."

Al-Haitsami berkata dalam Majma'uz Zawaa-id (VIII/236): "Diriwayatkan oleh 'Abdullah bin Ahmad dan Abu Ya'la. Perawi Abu Ya'la tsiqah, demikian pula perawi 'Abdullah bin Ahmad." Secara keseluruhan, derajat hadits ini dengan jalur-jalurnya ialah hasan lighairihi.

- 184 Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Shahiih-nya (no. 2923) dan Muslim dalam Shahiih-nya (no. 1733) dari hadits Abu Musa. Di dalamnya disebutkan: "Bahwasanya dia (Abu Musa) yang pertama sekali diutus, kemudian diikuti oleh Mu'adz ..."
  - Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Shahiih-nya (no. 1458) dan Muslim dalam Shahiih-nya (no. 19) dari hadits Ibnu 'Abbas: "Ketika Rasulullah z mengutus Mu'adz ke Yaman, ...." (Al-Hadits)

185 Dalam kitabnya, Tahdziibul Asmaa' wal Lughaat (I/37).

186 Diriwayatkan oleh Abu Dawud (III/308/3608), an-Nasa-i dalam al-Mujtaba (VII/301-302) dan al-Kubraa (VI/73-74/6198), Ibnu Abi 'Ashim dalam al-Ahaad wal Matsaani (IV/116/2085), Ahmad (V/215-216), ath-Thahawi dalam Syarh Ma'aanil Aatsaar (IV/146) dan Musykilul Aatsaar (XII/292-293/4802), ath-Thabrani dalam al-Mu'jamul Kabiir (XXII/315-316/946), Ibnu Sa'ad dalam ath-Thabaqaatul Kubraa (IV/378-379), al-Hakim (II/17-18), al-Baihaqi (X/145-146), dan lainnya dari

beberapa jalur, dari az-Zuhri, dari 'Umarah bin Khuzaimah al-Anshari, bahwa pamannya (yang termasuk salah seorang Sahabat Nabi ﷺ) menceritakan kepadanya: "..." Saya menegaskan: "Sanad hadits ini shahih."

187 Dalam kitabnya, Tahdziibul Asmaa' wal Lughaat (I/37).

188 Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam *al-Majruuhiin* secara *mu'allaq* (II/328); Abu Musa al-Madini, sebagaimana di dalam Usdul Ghaabah (V/304) dan al-Ishaabah (IV/186); Abu Muhammad bin Hamid dalam Dalaa-ilun Nubuwwah, sebagaimana dalam al-Bidaayah wan Nihaayah (IX/41) dari jalur Abu Hudzaifah, dari Abu 'Abdurrahman as-Sulami, dari Abu Manzhur—ia mengatakan pernah bertemu Nabi 2 ...

Îbnu Hibban berkata: "Hadits ini tidak ada asalnya. Sanadnya pun tidak ada apa-apanya. Maka

dari itu, tidak boleh berhujjah dengan Syaikh ini.'

Abu Musa al-Madini berkata: "Hadits ini munkar sekali, baik sanad maupun matannya. Aku tidak mengizinkan seorang pun meriwayatkannya dariku, kecuali ia menyebutkan pula komentarku terhadapnya."

Al-Hafizh menambahkan: "Hadits ini tercantum dalam kitab Tarakahu Nabi 🌉 , dengan takhrij Abu Thahir al-Mukhlish."

Ibnul Jauzi berkata dalam al-Maudhuu'aat (I/294): "Hadits ini maudhu'. Semoga Allah melaknat orang yang memalsukannya. Sesungguhnya orang itu hanya akan memperburuk citra Islam dan mengolok-oloknya. Abu Hatim Muhammad Ibnu Hibban berkata: 'Hadits ini tidak ada asalnya, sanadnya tidak ada apa-apanya, dan tidak boleh berhujjah dengan Muhammad bin Mazid."

Adz-Dzahabi berkata dalam al-Miizan (IV/34): "... Muhammad bin Mazid; Abu Ja'far dari Abu Khudzaifah an-Nahdi. Ibnu Hibban menyebutkan—pada naskah asli tertulis kesalahan fatal yang harus segera diperbaiki, yakni Ibnu Abi Hatim—bahwasanya riwayat yang bathil ini diriwayatkan dari Abu Khudzaifah ...."

Penulis كَانَة berkata dalam *al-Bidaayah wan Nihaayah* (IX/41): "Hadits ini dinyatakan *munkar* oleh lebih dari satu imam penghafal hadits yang masyhur."

Sibt bin al-'Ajami berkata dalam *Nihaayatus Suul fii Ruwaatis Sittatil Ushuul (*I/108): "Sanadnya munkar. Aku telah mengomentarinya secara panjang lebar dalam ta'liq atas kitab al-Bukhari dan Siirah Abul Fath Ibnu Sayyidinnas."

- <sup>189</sup> Pada naskah "ع" tertuliš: ْشَكَ". <sup>190</sup> Tambahan dari naskah "س".
- <sup>191</sup> Asy-Syifaa (I/443).

192 Tambahan dari naskah "7" dan "8".

193 Di dalam kitab al-Bidaayah wan Nihaayah (IV/262): "Al-liq-hah atau al-laq-hah adalah unta yang sudah dekat dengan masa melahirkan. Bentuk jamaknya adalah *liqaah*, sedangkan makna *al-liqaah* ialah unta yang memiliki susu."

194 Tambahan dari naskah "τ" dan "ε".
195 Pada naskah "ε" tertulis: "٤΄.». Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan dalam Zaadul Ma'aad (I/130): "Beliau memiliki tujuh baju perang."

- 196 Guru kami, al-Imam al-Albani 💥, telah meringkas dan menelitinya, men-*takhrii* hadits-hadits dan atsar-atsar di dalamnya, menjelaskan kalimat yang asing, serta menyebutkan beberapa faedah dan hukum-hukum yang dapat diambil dari hadits-hadits tersebut. Semoga Allah merahmatinya, mensucikan rohnya, dan menerangi kuburnya.
- Banyak ulama menulis tentang keutamaan Nabi ﷺ, di antaranya:
  - 1) *Akhlaaqun Nabi* karya Syaikh Abu Bakar Muhammad bin 'Abdullah al-Warraq, meninggal pada tahun 249 H.
  - 2) Akhlaagun Nabi karya Abu Hatim Muhammad bin Hibban al-Busti, meninggal pada tahun 354 H.
  - 3) Akhlaagun Nabi karya Abusy Syaikh al-Ashbahani, meninggal pada tahun 369 H.
  - 4) Syamaa-ilun Nabi karya Abul 'Abbas Ja'far bin Muhammad an-Nasafi, meninggal pada tahun 432 H.
  - 5) Al-Anwaar fii Syamaa-ilin Nabiyyil Mukhtaar karya al-Baghawi, meninggal pada tahun 516 H.
- 6) Asy-Syamaa-il karya Abul Hasan 'Ali bin Muhammad al-Fazzari atau dikenal dengan Ibnul Muqri al-Gharnathi, meninggal pada tahun 552 H.
- 198 Dalam kitab Taariikh Madiinah Dimasq (III/139-217).
- 199 Tahdziibul Kamaal (I/213-244).

<sup>200</sup> Tahdziibul Kamaal (I/25-26).

<sup>201</sup> Dijelaskan dalam *al-Bidaayah wan Nihaayah* (IV/374): "Al-Amhaq ialah warna putih yang dibenci, seperti warna kapur. Maksudnya, Beliau putih bercahaya. Al-Aadam berarti sawo matang. Al-Ia'dul gathath bermakna rambut yang bergelombang atau ikal. As-Sibth adalah berambut lurus."

"س" Tambahan dari naskah "س"

- <sup>203</sup> Al-Karaadiis adalah pangkal sendi. Bentuk tunggalnya ialah kurdus. Ada yang mendefinisikannya sebagai tempat pertemuan setiap dua tulang besar, seperti lutut, siku, dan bahu. Maksudnya, beliau memiliki tulang yang besar. Lihat kitab Al-Bidaayah wan Nihaayah (IV/162).
- <sup>204</sup> Ad-D'aj bermakna warna hitam di bola mata. Ada yang mengatakan bahwa beliau memiliki mata yang sangat hitam bagian hitamnya dan sangat putih bagian putihnya. Lihat kitab al-Bidaayah wan Nihaavah ( $\Pi/119$ ).

<sup>205</sup> Mu'aul 'ain adalah bagian belakang mata, sedangkan *ma'aul ain* adalah bagian depan mata.

- <sup>206</sup> Maksudnya ialah besar. Menurut satu pendapat, lebar. Orang Arab menyukai bibir yang lebar dan mencela bibir yang kecil.
- <sup>207</sup> Maksudnya, seperti telor *al-hajlah. Al-Hajlah* adalah burung yang sudah dikenal (burung puyuh).

<sup>208</sup> Tambahan dari naskah ",,,".

- <sup>209</sup> Saya berkomentar: "Kebanyakan sifat-sifat ini tercantum di dalam hadits-hadits shahih. Kalaulah tidak terlalu panjang, tentulah akan kami sebutkan rujukannya satu per satu. Meskipun demikian, Anda dapat mencarinya sendiri dengan melihat rujukan-rujukan yang kami isyaratkan tadi.
- <sup>210</sup> Terpisah pada dua tempat dalam Shahiih Muslim (no. 2309, 2330). Diriwayatkan juga oleh al-Bukhari dalam Shahiih-nya (no. 3561, 6038).

<sup>211</sup> Segera mendatangi Nabi.

<sup>212</sup> Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (IV/652/2485); Ibnu Majah (I/423/1334, II/1083/3251); Ibnu Abi Syaibah dalam al-Mushannaf (VIII)/536/5441, 624/5791, XIV/95/17696); Ahmad (V/451); ad-Darimi dalam Musnad-nya (VI/545/1581, IX/425/2796 - Fat-hul Mannaan); 'Abdu bin Humaid dalam Musnad nya (I/444/495 - Muntakhab); Ibnu Sa'ad dalam ath-Thabaqaatul Kubraa (I/235); Ibnus Sunni dalam 'Amalul Yaum wal Lailah (I/274-275/216 - dengan tahqiq saya); Ibnu Abi 'Ashim dalam al-Awaa-il (181/79); Ya'qub bin Sufyan dalam al-Ma'rifah wat Taariikh (I/264); Ibnu Abid Dunya dalam at-Tahajjud wa Qiyaamul Lail (VII/110-111) dan Makaarimul Akhlaaq (369/153); ath-Thabrani dalam al-Mu'iamul Kabiir (159/385 - penggalan dari jilid XIII), al-Awaa-il (62/34), dan Makaarimul Akhlaag (153); al-Barjalani dalam al-Karaam wal Juud wa Sakha'un Nufuus (52/54); Ibrahim bin 'Abdush Shamad al-Hasyimi dalam al-Juz-ul Awwal minal Amaali (42/42-43); Abu Bakar asy-Syafi'i dalam al-Ghailaaniyyaat (387/1104); Ibnu Qani' dalam Mu'jamush Shahaabah (III/132); al-Hakim (III/13, IV/160); serta adh-Dhiya' al-Maqdisi dalam al-Ahaadiitsul Mukhtaarah (IX/431/399, 400, 432-433/401, 402, 403, 433-434/404) dari beberapa jalur, dari 'Auf bin Abu Jamilah al-A'rabi, dari Zurarah bin Abu Aufi: 'Abdullah bin Salam meriwayatkan kepada kami. Al-Hakim berkata: "Hadits ini shahih sesuai dengan syarat Syaikhani, tetapi keduanya tidak meriwayatkannya." Penilaian ini disepakati oleh adz-Dzahabi."

Saya menambahkan: "Al-Hafizh al-Mundziri memperkuat penilaian keduanya dalam at-Targhiib wat Tarhiib (I/214), begitu juga guru kami, al-Imam al-Albani 🕉, dalam ash-Shahiihah (no. 569). Hadits ini telah dikomentari dengan sanggahan yang tidak merusak, sebagaimana yang telah saya jelaskan dalam kitab 'Ajaalatur Raaghib al-Mutamanni (I/275).

<sup>213</sup> Shahiih Muslim (no. 746).

<sup>214</sup> Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Shahiih-nya (no. 2820) dan Muslim dalam Shahiih-nya (no. 2307) dari hadits Anas, dia berkata: "Rasulullah 🌉 adalah manusia yang paling baik, paling pemurah, paling berani, ...." <sup>215</sup> Tambahan dari naskah "".

- 216 Hal ini terdapat di dalam hadits 'Abdullah bin 'Abbas 🐞 yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Shahiih-nya (no. 6) dan Muslim dalam Shahiih-nya (no. 2308).

<sup>217</sup> Pada naskah "س" terdapat kesalahan tulis: "قَتِيْلَةُ".

Pada naskah "ت" tertulis: "اِزْتَعَدَتْ".

engan ringkas) dan asy-Syamaa-il (no. 66, 127), serta al-Bukhari dalam al-Adabul Mufrad (no. 1178) dari jalur 'Abdullah bin Hassan; dari kakek dan neneknya, Shafiyah dan Duhaibah; dari Qailah.

Saya berpendapat: "Sanad hadits ini hasan."

<sup>220</sup> Telah dijelaskan takhrij-nya pada Pasal "Fat-hu Makkah (penaklukan Makkah)".

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Shahiih-nya (no. 3562) dan Muslim dalam Shahiih-nya (no.

3320) dari hadits Abu Sa'id al-Khudri 👛 .

<sup>222</sup> Az-Zarqani berkata dalam Syarhul Mawahih al-Laduniyyah (III/136): "Diriwayatkan oleh Ibnul Faris dari Ibnu 'Abbas , ia berkata: 'Nama Nabi di dalam Taurat adalah adh-Dhahuk al-Qattal.'" Saya menjelaskan: "Diriwayatkan oleh Ibnul Faris dalam Asmaa-ur Rasuul wa Ma'aaniihaa (hlm. 31), namun hadits ini tidak shahih."

<sup>223</sup> Pada naskah "س" tertulis: "أَلرَحْلَةُ".

<sup>224</sup> Pada naskah "۶" tertulis: "ن".

225 Telah dijelaskan takhrij-nya pada pasal "Rasulullah 🛎 bertemu pendeta Buhaira".

<sup>226</sup> Telah dijelaskan kisah kedatangan beliau ke Syam untuk kedua kalinya pada awal kitab.

<sup>227</sup> Pada naskah "س" tertulis: "وَتَجَلَّى لَهُ ٱلْجَبَّارُ" dan diberi tanda kutip.

228 Yang dimaksud dari kalimat tersebut ialah mendekatnya Rabb . Ini merupakan kekeliruan Syarik bin 'Abdullah bin Abu Namr. Guru kami, al-Imam al-Albani (5), berkata dalam al-Isra' wal Mi'raj (hlm. 33-34): "Kelihatannya, karena alasan inilah Imam Muslim tidak mencantumkan redaksi hadits tersebut, sebagaimana yang telah disebutkan. Oleh karena itu pula, Ibnu Katsir berkata dalam at-Tafsiir: 'Hal ini seperti yang dikatakan Muslim, yakni bahwasanya Syarik bin 'Abdullah bin Abu Namr kacau dalam meriwayatkan hadits ini, di samping ia juga buruk dan tidak kuat hafalannya, sebagaimana yang akan dijelaskan di dalam hadits-hadits lain.' Di antara mereka ada yang menyebutkan bahwa peristiwa itu hanya terjadi dalam mimpi, agar selaras dengan yang disebutkan setelahnya. Wallaahu a'lam."

Al-Hafizh al-Baihaqi berkata: "Di dalam hadits Syarik terdapat tambahan yang hanya diriwayatkan sendirian, berdasarkan pendapat orang-orang yang menyangka bahwasanya Nabi ﷺ melihat Allah , yaitu perkataan Syarik: "Kemudian, Al-Jabbar, Rabbul 'Izzah, turun dan mendekat:

'Maka jadilah dia dekat (pada Muhammad sejarak) dua ujung busur panah atau lebih dekat (lagi).'" (QS. An-Najm: 9)"

Al-Baihaqi pun menegaskan: "Penafsiran 'Aisyah, Ibnu Mas'ud, dan Abu Hurairah yang menjelaskan bahwasanya yang dilihat Rasulullah ﷺ adalah Malaikat Jibril lebih shahih."

Yang dikatakan al-Baihaqi Assulullah, apakah engkau melihat Rabbmu?" Beliau menjawab: "Cahaya, bagaimana mungkin aku dapat melihat-Nya?" Sedangkan dalam riwayat yang lain, yakni dari Muslim: "Aku hanya melihat cahaya."

Mengenai firman Allah:



"Kemudian dia mendekat, lalu bertambah dekat lagi." (QS. An-Najm: 8)

"Sesungguhnya yang dimaksud (dengan yang mendekat) adalah Jibril , sebagaimana yang tertulis dalam kitab ash-Shahiihain dari 'Aisyah Ummul Mukminin dan Ibnu Mas'ud. Demikian pula diterangkan dalam Shahiih Muslim dari Abu Hurairah, bahkan tidak diketahui seorang Sahabat pun yang menyelisihi mereka di dalam menafsirkan ayat tersebut." Sampai di sini komentar Ibnu Katsir.

Saya menyarankan: "Silakan lihat kitab saya yang berjudul Zhilaalul Jannah fii Takhriij Kitaabis Sunnah (I/191) ...."

<sup>229</sup> Dalam kitab Shahiih-nya (no. 176, 285).

<sup>230</sup> Diriwayatkan oleh Muslim dalam Shahiih-nya (no. 177).

<sup>231</sup> Dalam kitab Shahiih-nya (no. 178, 291).

232 Pada naskah "س" tertulis: "جَمَاعَاتُ".

<sup>233</sup> Pada uraian terdahulu telah dijelaskan pendapat para ulama yang benar, yang mencakup berbagaidalil yang ada, tanpa mengabaikan ataupun menolak sebagian di antaranya.

- 234 Hadits tentang kewajiban shalat dan keringanan yang diberikan oleh Allah terkait dengannya, diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Shahiih-nya (no. 3887) serta Muslim dalam Shahiih-nya (no. 164) dari Hadits Malik bin Sha'sha'ah, juga dari hadits Anas bin Malik ...
- Dikeluarkan dalam kitab al-Mujtaba (I/221-222), namun tidak tercantum di dalam al-Kubraa sebagaimana yang dikatakan penulis as dalam Tafsiir-nya (V/14); ath-Thabrani dalam Musnad asy-Syaamiyyiin (I/194-196/341) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh Ibnu 'Asakir dalam Taariikh Dimasg (69/97) dari beberapa jalur, dari Sa'id bin 'Abdul 'Aziz.

Saya berpendapat: "Sanad hadits ini dha'if, sebab di dalamnya terdapat dua kelemahan berikut ini: Pertama, Sa'id bin 'Abdul 'Aziz, yakni at-Tanukhi ad-Dimasyqi, seorang yang tsiqah, tetapi hafalannya kacau pada akhir hayatnya, sebagaimana diterangkan dalam at-Taqriib. Abu Mus-hir telah meriwayatkan darinya—ia adalah orang yang paling shahih dalam meriwayatkan darinya, sementara Abu Mus-hir meriwayatkan hadits ini sebelum kacau hafalannya—lalu dia menjadikan di antara Yazid bin Abu Malik dan Malik bin Anas (telah menceritakan kepada kami rekan-rekan kami) sebagai ganti (telah menceritakan kepada kami Anas).

Kedua: Munqati'. Telah diriwayatkan oleh Abu Zur'ah ad-Dimasyqi dalam Taariikh-nya (1/369/797) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh al-Khatib al-Baghdadi dalam al-Kifaayah (hlm. 281-282); serta Ibnu 'Asakir dalam Taariikh Dimasq (69/99). Ibnu 'Asakir (69/98) meriwayatkan dari jalur Abu Mus-hir dan 'Amr bin Abu Salamah, dari Sa'id bin 'Abdul 'Aziz, dari Yazid bin Abd Malik: rekan-rekan kami meriwayatkan kepada kami (dalam riwayat lain: sebagian rekan-rekan Anas meriwayatkan kepadaku), dari Anas.

Abu Zur'ah berkata: "Aku mendengar Abu Mus-hir berkata: 'Aku melihat rekan-rekan kami membacakan hadits Isra' dan Mi'raj kepada Sa'id bin 'Abdul 'Aziz, dari Yazid bin Abu Malik, dari Anas. Aku pun bertanya: 'Ya Abu Muhammad, bukankah engkau telah menceritakan kepada kami dari dari Yazid bin Abu Malik, ia berkata: rekan-rekan kami meriwayatkan kepada kami dari Anas?' Ia (Abu Mus-hir) menjawab: 'Benar, mereka membacakannya kepada diri sendiri.'"

Oleh karena itu, penulis 🌣 berkata dalam *Tafsiirul Qur-aan al-'Azhiim* (V/14): "... Dalam jalur yang lain dari Anas terdapat keanehan dan sangat *munkar*." Komentar ini disetujui oleh guru kami dalam kitabnya, *al-Isra' wal Mi'raj* (hlm. 44).

Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata dalam Zaadul Ma'aad (III/34): "Hadits itu sama sekali tidak shahih dari Anas."

Diriwayatkan juga oleh Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsiir*-nya, sebagaimana di dalam *Tafsiirul Qur-aan al-'Azhiim* (V/15-18) dari jalur Khalid bin Yazid, dari 'Abdurrahman bin Abu Malik, dari ayahnya yang semakna dengannya.

Penulis di berkata: "Pada redaksi ini terdapat keanehan yang mengherankan."

Guru kami ملك berkata (hlm. 48): "Cacatnya terletak pada Khalid bin Yazid. Ia adalah perawi dha'if walaupun faqib. Ibnu Ma'in menuduhnya telah berdusta, sebagaimana disebutkan dalam at-Taqriib."

Secara keseluruhan, derajat hadits ini gharib dan sangat munkar, sebagaimana yang dikatakan penulis कॉर्ड.

- <sup>237</sup> Tambahan dari naskah ",".
- <sup>238</sup> Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam *al-Majruuhiin* (I/225) dari jalur Bakar. Dari jalurnya diriwayatkan oleh Ibnul Jauzi dalam *al-Maudhuu'aat* (I/113).

Ibnu Hibban berkata: "Bakar bin Ziyad al-Bahili adalah syaikh dajjal (pendusta). Ia memalsukan hadits dari perawi tsiqah. Maka dari itu, tidak boleh menyebutkan riwayatnya di dalam kitab-kitab, kecuali untuk menyebutkan penyimpangan."

Ibnu Hibban pun menegaskan status hadits tersebut: "Tidak diragukan lagi, bahkan oleh ahli hadits yang awam sekalipun, bahwasanya derajatnya *maudhu*', maka bagaimana mungkin masih tersisa keraguan dalam hal ini?" Penilaiannya disetujui oleh Ibnul Jauzi.

Al-Imam adz-Dzahabi berkata dalam al-Miizan (I/345): "Ibnu Hibban benar."

Ia menegaskan lagi dalam *Talkhiishul Maudhuu'aat* (VIII/20): "Bakar adalah *dajjal* (pendusta)." Al-Qadhi Badaruddin bin Jama'ah berkata dalam kitabnya, *at-Tanziih fii Ibthaali Hujajit Tasybiih*, sebagaimana di dalam *Tanziihusy Syarii'ah* (I/137): "Hadits ini dha'if sekali."

- <sup>239</sup> At-Taariikh (I/65-70). Dijelaskan pula oleh Ibnul Atsir dalam al-Kaamil fit Taariikh (I/15), seraya berkata: "... dan lainnya yang tidak perlu disebutkan lagi. Karena itulah aku berpaling darinya (tidak menerima) karena riwayat itu bertolak belakang dengan akal sehat. Jikalau sanadnya shahih, tentulah kami akan menyebutkannya dan akan berpendapat demikian. Akan tetapi, hadits ini tidak shahih. Untuk menerangkan masalah besar seperti ini dalam kitab-kitab (rujukan), sepatutnya sanad hadits seperti ini tidak ditulis."
  - As-Suyuthi berpendapat dalam al-La-aali-ul Mashnuu'ah (I/35): "Maudhu'. Di dalam sanadnya terdapat perawi-perawi majhul dan dha'if."

<sup>240</sup> Tambahan dari naskah "س". <sup>241</sup> Pada naskah "ص" tertulis: "تَافِيْلُ", sebagaimana pada naskah "س". Akan tetapi, tertulis di antaranya tanda petik, sedangkan dalam catatan kaki tertulis: "تَاوِيْلُ".

 Tambahan dari naskah "7".
 Shahih menurut asy-Syaikhani (al-Bukhari dan Muslim) dari hadits Anas bin Malik dan Malik bin Sha'sha'ah. Shahih juga menurut riwayat Muslim dari hadits Abu Dzarr, seperti yang telah dijelaskan takhrij-nya.

<sup>244</sup> Tambahan dari naskah "e".
 <sup>245</sup> Pada naskah "w" tertulis: "جَمَاعَاتُ".

<sup>246</sup> Ahlus Sunnah wal Jama'ah berkeyakinan seperti ini, yaitu mengikuti Salafush Shalih pada setiap masa dan tempat. Al-Imam al-Bukhari telah memaparkan masalah ini dalam Khalqu Af aalil 'Ibaad dan al-Imam Ibnu Outaibah dalam Ikhtilaaful Lafzhi war Radd 'alal Jahmiyyah serta yang lainnya seperti Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, rahimahumullah jamii'an.

<sup>247</sup> Dalam kitab Shahiih-nya (no. 2577) dari hadits Abu Dzarr al-Ghifari 👛 .

<sup>248</sup> *Al-Ilahiyyah* dinisbatkan kepada *al-Ilah*. Dikatakan juga bahwa *al-Qudsiyah* dinisbatkan kepada al-Qudduus, artinya yang bersih dan luhur.

<sup>249</sup> Ia adalah asy-Syaikh, al-'Alim, al-Muhaddits, al-Mufid, al-Mu'ammir, Zahir bin Thahir, Abul Qasim asy-Syahami an-Naisaburi, lumbung hadits Khurasan. Beliau dilahirkan pada bulan Dzul Qa'dah tahun 446 H, banyak mendengar hadits dari para ulama, menulis takhrij hadits, dan mengajarkan ilmu Nahwu pada seribu majelis. Akan tetapi, ia melalaikan shalat lima waktu secara terang-terangan. Oleh sebab itu, orang-orang pun meninggalkannya. Ia meninggal dunia pada tahun 533 H. Syaikh ini memiliki beberapa karya, yaitu 'Awaali Maalik, 'Awaalii Ibnu 'Uyainah, al-Masyiikhah, dan selainnya.

 Tambahan dari naskah "~" dan "~".
 Ia adalah al-Muhaddits, ar-Rahhal, 'Alauddin, 'Ali bin Balban, Abul Qasim al-Maqdisi an-Nadhiri al-Karki, lahir pada tahun 612 H. Beliau mendengar hadits dari al-Qathi'i, Ibnul Latti, dan lainnya; ahli dalam bidang hadits; dan mempunyai kitab berjudul al-'Awaali. Ahli hadits ini meninggal dunia pada awal bulan Ramadhan tahun 684 H. Adapun kitab yang disinggung di atas adalah al-Magaasidus Saniyyah fil Ahaadiits al-Qudsiyyah.

252 Pada naskah "سّ tertulis: "جَمَاعَاتُ".

- <sup>253</sup> Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Shahiih-nya (no. 3235) dan Muslim dalam Shahiih-nya (no. 177, 290) dari hadits 'Aisyah 🚎 secara mauquf.
- Diriwayatkan juga oleh Muslim dalam Shahiih-nya (no. 177, 287) dari hadits 'Aisyah secara marfu'. 254 Hadits inilah yang dishahihkan al-Imam Ibnu Katsir 🗱 dan memang demikianlah yang benar. Telah disebutkan sebelumnya perkataan guru kami dalam kitab al-Isra' wal Mi'raj, yakni berupa penetapan pendapat ini berdasarkan apa-apa yang beliau nukil dari para ulama, di antaranya penulis kitab ini. Hanya milik Allah segala puji serta karunia-Nya atas Islam dan as-Sunnah.

<sup>255</sup> Telah disebutkan sebelumnya, yaitu sebagian dari hadits-hadits Isra' dan Mi'raj yang panjang.

<sup>256</sup> Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (IV/391/2053), Ibnu Majah (II/1151/3477); 'Abdu bin Humaid dalam Musnad-nya (I/500/572 - al-Muntakbab); Ahmad bin Mani' dalam Musnad-nya, sebagaimana di dalam Fiima Warada 'an Syafi'i Khalq Yaumal Qiyaamah: Annahu Ihtajama wa Amara bil Hijaamah karya al-Bushiri (hlm. 41, 47); Ibnu Abi Syaibah dalam al-Mushannaf (VIII/82/3726, 84/3735); Ahmad (I/354); ath-Thayalisi dalam Musnad-nya (I/344/1753 - al-Minhah); ath-Thabari dalam Tahdziibul Aatsaar (I/488/20, 489/21 - Musnad Ibnu 'Abbas'); Abu 'Ubaid dalam Ghariibul Hadiits (I/234); al-'Uqaili dalam adh-Dhu'afaa' al-Kabir (III/885); Ibnu Hibban dalam al-Majruuhiin (II/156); ath-Thabrani dalam al-Mu'jamul Kabiir (XI/257/11887); Abu Nu'aim al-Ashbahani dalam ath-Thibb (Q35/B36/A); Abu Bakar asy-Syafi'i dalam al-Ghailaaniyyaat (I/322-323/330); Abusy Syaikh dalam Akhlaqun Nabi 鑑 (280-281/809); Ibnu Sam'un al-Wa'izh dalam Amaalii-nya (281-282/312); al-Hakim (IV/209, 409); al-Baihaqi dalam as-Sunanul Kubraa (IX/340); al-Baghawi dalam Syarhus Sunnah (XII/150-151/3235) dan al-Anwaar (II/693/1101); Ibnu Jama'ah dalam Masyikhahnya (I/317 – dengan takhrij al-Barzali); Ibnu 'Asakir dalam Taariikh Dimasq (43/200); serta Ibnul Jauzi dalam al-'Ilalul Mutanaahiyah (II/876/1467) dari jalur 'Abbad bin Manshur, dari Ikrimah, dari Ibnu 'Abbas.

Ath-Thabari berkata: "Sanad riwayat ini shahih menurut kami."

At-Tirmidzi dan al-Baghawi berkata: "Hadits hasan gharib."

Al-Hakim berkata: "Sanadnya shahih." Namun, ia dikomentari adz-Dzahabi dengan pernyataan: "Tidak demikian."

Al-Hafizh Ibnu 'Asakir berkata: "Di dalamnya terdapat kelemahan."

Saya berkomentar: "Yang mereka katakan benar. 'Abbad bin Manshur tidak mendengarnya dari Ikrimah. Di antara keduanya terdapat (Ibrahim bin Abu Yahya al-Aslami dari Dawud bin al-Hushain) dari Ikrimah.

Al-'Uqaili memasukkannya dalam adh-Dhu'afaa' al-Kabiir (III/885), Ibnu Hibban dalam al-Majruuhiin (II/156), al-Khatib al-Baghdadi dalam as-Sabiiq wal Laahiq (hlm. 98-99), dan Ibnu 'Asakir (43/201) dari jalur Muhammad bin Sulaiman al-Wasithi, ia berkata: aku mendengar Abu Sa'id Ahmad bin Dawud al-Haddad berkata: aku mendengar 'Ali bin al-Madini berkata: aku mendengar Yahya bin Sa'id al-Qaththan berkata: aku berkata kepada 'Abbad bin Manshur an-Naji, dari seseorang yang kudengar haditsnya: "Tidaklah aku melewati sekelompok Malaikat ...." dan hadits: "Nabi ﷺ memakai celak pada malam hari?" lalu ia berkata: telah menceritakan kepadaku Ibnu Abu Yahya, dari Dawud bin al-Hushain, dari Ikrimah, dari Ibnu 'Abbas, dari Nabi ﷺ

Saya menilai Sanad hadits ini hasan hingga 'Ali bin al-Madini. Para perawinya tsiqah selain Muhammad bin Sulaiman al-Wasithi atau yang dikenal dengan al-Baghindi. Namun, ia dinyatakan tsiqah oleh Ibnu Hibban. Al-Khatib al-Baghdadi berkata: 'Seluruh riwayatnya lurus.' Ia pun dinyatakan dha'if oleh ad-Daraquthni dan al-Fawaris."

Khilaf (perbedaan pendapat) inilah yang ditetapkan guru kami, al-Albani 凝凝, dalam ash-Shahiihah (II/224), yaitu ketika beliau me-rajih-kan bahwasanya ia adalah al-Mushishi al-Masyhur dengan sebutan (Luwain), pengarang kitab yang terkenal. Adapun yang benar ialah yang saya sebutkan di atas. Nasabnya yang jelas telah disebutkan oleh Ibnu Hibban dan al-Khatib.

Semua itu terluput dari *mualliq* (peneliti) kitab *Mukhtashar Istidraakaat adz-Dzahabi 'ala al-Hakim* karya Ibnu Mulaqqin (VI/2775-2776). Jika keadaannya seperti ini, maka sanad hadits ini dha'if sekali. Sebab, Ibnu Abu Yahya atau Ibrahim seorang *matrukul hadiits*, sebagaimana dijelaskan dalam *at-Taqriib*. Selain itu, riwayat Dawud bin al-Hushain dari Ikrimah masih dikomentari.

Abu Hatim ar-Razi berkata, sebagaimana disebutkan dalam al-Ilal karya anaknya (II/260/2274): "Hadits ini munkar. Sungguh, 'Abbad bin Manshur mengambil satu kitab dari Ibrahim bin Abu Yahya, dari Dawud bin al-Hushain, dari Ikrimah, dari Ibnu 'Abbas. Semua kemunkaran yang ada itu berasal dari perawi ini."

Perselisihan inilah yang disebutkan asy-Syaikh Ahmad Syakir (V/108-111) dan ia menshahihkan sanadnya.

Akan tetapi, guru kami, Imam al-Albani, menyanggahnya dengan bantahan ilmiah yang kuat dalam ash-Shahiihah (II/216-225), yaitu dengan keterangan yang tidak ada duanya, hingga beliau berkesimpulan bahwasanya sanad hadits ini sangat lemah; sebuah kabar yang tidak menggembirakan.

Beliau Assi pun mengomentari penjelasan at-Tirmidzi tentang penyimakan hadits 'Abbad bin Manshur: "Adapun penjelasan 'Abbad bin Manshur dengan penyimakan hadits ini yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, seandainya memang hadits ini shahih tanpa adanya syadz (cacat), bukanlah sesuatu yang menggembirakan. Hal ini dikarenakan penjelasan tahdits seorang mudallis hanya bermanfaat jika ia seorang yang memiliki hafalan kuat, sedangkan dalam hal ini hafalan 'Abbad tidak kuat. Kemungkinan kekeliruannya di sini diakibatkan hafalannya yang buruk atau disebabkan melemahnya daya ingat pada akhir hayatnya."

Hadits ini didha'ifkan oleh al-Bushiri dalam Juz-ul Hijaamah (hlm. 46).

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam *Fat-hul Baari* (X/150): "Para perawinya *tsiqah*, namun ia cacat." Kesimpulannya, hadits Ibnu 'Abbas ini tidak shahih menurut *tahqiq*, tetapi shahih dengan penguat-penguatnya yang banyak, di antaranya:

1) Hadits Anas bin Malik dari Malik bin Sha'sha'ah 👛 , ia berkata bahwa Rasulullah 🕮 bersabda:

"Tidaklah aku melewati sekelompok Malaikat pada malam Isra', melainkan mereka memerintahkanku untuk berbekam."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam al-Mu'jamul Ausaath (II/313/2081) dan al-Mu'jamul Kabiir (XIX/239/600): Ahmad bin Zuhair at-Tustari meriwayatkan kepada kami; 'Abdul Qudus bin Muhammad al-'Aththar meriwayatkan kepada kami; 'Amr bin 'Ashim al-Kilabi meriwayatkan kepada kami; Hammam bin Yahya meriwayatkan kepada kami; Qatadah meriwayatkan kepada kami dari Anas.

Ath-Thabrani berkata: "Tidak ada yang meriwayatkannya dari Qatadah, kecuali Hammam; dan tidak ada yang meriwayatkannya dari Hammam, kecuali 'Amr bin 'Ashim. 'Abdul Qudus sendiri an dalam meriwayatkannya."

Saya berpendapat: "Beliau ini tsiqah, termasuk guru al-Bukhari. Demikian pula guru ath-Thabrani, ia seorang hafizh yang tsiqab. Para perawi lainnya pun tsiqab, termasuk perawi kitab ash-Shahiib. Hanya saja, terdapat sedikit komentar tentang 'Amr, namun hal itu tidak merusak (derajat hadits ini), insya Allah." Al-Haitsami berkata dalam Maima'uz Zawaa-id (V/91): "Para perawinya adalah perawi kitab ash-Shahiih."

2) Hadits 'Abdullah bin 'Amr 🛎 secara marfu' yang diriwayatkan oleh al-Bazzar dalam Musnadnya (III/388/3020 - al-Kasyf); 'Umar bin al-Khaththab meriwayatkan kepada kami; 'Abdullah bin Shalih meriwayatkan kepada kami; 'Aththaf bin Khalid meriwayatkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu 'Umar.

Saya menilai: "Sanad hadits ini hasan sebagai penguat, berdasarkan komentar yang ma'ruf tentang 'Abdullah bin Shalih."

Guru kami, al-Imam al-Albani 🕉, berkata dalam ash-Shahiihah (V/335): "Ia adalah syahid (penguat)yang tidak bermasalah."

3) Hadits 'Abdullah bin Mas'ud 😅 secara marfu' yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (IV/390-391/2052) dengan sanad hasan sebagai penguat. Di dalam sanadnya terdapat 'Abdurrahman bin Ishaq al-Kufi, perawi yang dha'if.

Adapun at-Tirmidzi berkata: "Hadits ini hasan gharib." Guru kami (al-Albani) menambahkan: "Demikianlah yang benar, kemungkinan terdapat hadits-hadits penguatnya. Karena 'Abdurrahman bin Ishaq-Abu Syaibah al-Wasithi-, dia adalah seorang perawi yang dha'if."

4) Hadits Anas bin Malik 🛎 secara marfu'yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah (II/1151/3479) dan Ibnu 'Adi dalam al-Kaamil (VI/2084) dari Jubarah bin al-Mughallis: Katsir bin Salim meriwayatkan kepada kami; aku mendengar Anas (berkata).

Guru kami All berkomentar: "Sanad hadits ini termasuk sanad tsulatsi dari tsulaatsiyaat Ibnu Majah yang jarang didapat, hanya saja ia dha'if. Jubarah dan gurunya, Katsir, adalah perawi yang dha'if, sebagaimana disebutkan dalam at-Taqriib." Secara keseluruhan, hadits ini dengan seluruh penguatnya adalah shahih, tidak diragukan lagi." <sup>257</sup> Tambahan dari naskah "".

<sup>258</sup> Saya belum pernah mendapatkan hadits dengan lafazh seperti ini. Yang dikenal umum) ahwasanya yang berkata demikian adalah Ibrahim al-Khalil 🐲, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ahmad (V/418); al-Harits bin Abu Usamah dalam Musnad-nya (II/949/1047 - al-Bughyah) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh Abu Nu'aim al-Ashbahani dalam Ma'rifatush Shahaabah (II/937-938/2422) dan Hilyatul Auliyaa' (II/197-198); Abu Ya'la dalam Musnad-nya, riwayat Ibnul Muqri', dan meriwayatkan darinya Ibnu Hibban dalam Shahiib-nya (III/103/821 - Ihsaan); Ibnu 'Asakir dalam Taariikh Dimasq (VI/235); ath-Thabrani dalam al-Mu'jamul Kabiir (IV/132/3898) dan ad-Du'a (III/1550/1657) serta dari jalurnya diriwayatkan oleh adh-Dhiya' al-Maqdisi dalam Juz-un min Hadiits Abu 'Abdurrahman al-Muqri' mimma Waafaqa Riwayah al-Imam Ahmad bin Hanbal fil Musnad (X/56-57); Ibnu Abid Dunya dalam adz-Dzikr, sebagaimana di dalam at-Targhiib wat Tarhiib (II/250 – Shahiih-nya) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam Syu'abul Iimaan (I/444), dari jalurnya diriwayatkan oleh Ibnu 'Asakir dalam Taariikh Dimasq (VI/236); al-Haitsam bin Kulaib dalam Musnad-nya (III/65-66/114); al-Muhamili dalam al-Amaali (267-263 - riwayat Ibnul Bai') dan riwayat Ibnu Mahdi, dari jalurnya diriwayatkan oleh Ibnu 'Asakir dalam Taariikh Dimasq (VI/235); al-Hafizh Ibnu Hajar dalam Nataa-ijul Afkaar (I/100); Abu Bakar asy-Syafi'i dalam al-Ghailaaniyyaat (I/504-505/625) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh Ibnu 'Asakir (VI/235); adh-Dhiya' al-Maqdisi dalam Juz-un min Hadiits Abu 'Abdurrahman al-Muqri' (hlm. 57-58); al-Hafizh Ibnu Hajar dalam Nataa-ijul Afkaar (I/100); al-Baihaqi dalam Syu'abul Iimaan (I/443/657, 443-444/659) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh Ibnu 'Asakir (VI/234-235, 236); dan yang lainnya dari jalur 'Abdullah bin 'Abdurrahman bin 'Abdullah bin 'Umar, dari Salim bin 'Abdullah, dari Abu Ayyub: "Bahwasanya Rasulullah 🌉 lewat di hadapan Nabi Ibrahim pada malam Isra' ...." (Al-Hadits)

Al-Hafizh berkata: "Hadits ini hasan."

Al-Mundziri berkata dalam at-Targhiib wat Tarhiib: "Sanadnya hasan."

Al-Haitsami berkata dalam Majma'uz Zawaa-id (X/97): "Perawi Ahmad termasuk perawi kitab ash-Shahiih, kecuali 'Abdullah bin 'Abdurrahman bin 'Abdullah bin 'Umar bin al-Khaththab, Orang ini tsiqah dan tidak dikomentari oleh siapa pun, serta dinyatakan tsiqah oleh Ibnu Hibban."

Guru kami, al-Imam al-Albani (1/215-216): "Berdasarkan kaidah pen-tsiqah-an Ibnu Hibban, ia meriwayatkannya dalam Shahiih-nya ... al-Hafizh berkata dalam at-Taghriib: 'Sanadnya hasan.' Aku berpendapat bahwa hal ini perlu ditinjau kembali, sebagaimana yang telah kami tegaskan berulang-ulang, yaitu terdapat kelemahan pada kaidah pen-tsiqab-an Ibnu Hibban."

Saya berkomentar: "Benar yang beliau 🎎 katakan. Akan tetapi, hadits ini tidak mengapa jika dijadikan sebagai penguat."

Penguat yang lainnya diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (V/510/3462); ath-Thabrani dalam al-Mu'iamul Kabiir (X/214/10363), al-Mu'jamul Ausaath (IV/270-271/4170), dan al-Mu'jamush Shaghiir (I/196) sedang dari jalurnya diriwayatkan oleh al-Khatib al-Baghdadi dalam *Taariikh*-nya (II/292) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh Ibnu 'Asakir dalam Taariikh Dimasq (VI/236); al-Hafizh Ibnu Hajar dalam Nataa-ijul Afkaar (I/98-99); as-Suyuthi dalam al-Faaniid fii Halaawaatil Asaaniid (I/30-32); al-Hakim at-Tirmidzi dalam ash-Shalaah wa Magaashiduhaa (hlm. 212); ad-Daraquthni dalam al-Afraad (Q210/A); serta Ibnu 'Asakir (VI/236) dari jalur 'Abdul Wahid bin Ziyad, dari 'Abdurrahman bin Ishaq, dari al-Qasim bin 'Abdurrahman, dari ayahnya, dari Ibnu Mas'ud secara marfu'.

Ath-Thabrani berkata: "Tidak ada yang meriwayatkannya dari al-Qasim selain 'Abdurrahman bin Ishaq. Tidak ada pula yang meriwayatkan darinya, kecuali 'Abdul Wahid."

At-Tirmidzi berkata: "Hadits ini hasan gharib dari jalur ini."

Al-Hafizh berkata: "At-Tirmidzi menghasankan riwayat ini karena penguat-penguatnya, juga karena derajat gharib-nya dapat dibatasi. Jika tidak demikian, maka 'Abdurrahman bin Ishak akan didha'ifkan oleh mereka, yaitu Abu Syaibah al-Wasithi."

Berdasarkan alasan inilah, guru kami assi melemahkan hadits tersebut dalam ash-Shahiihah (I/215).

Secara keseluruhan, derajat hadits ini dengan jalur-jalurnya minimal hasan, terlebih lagi apabila ia memiliki penguat yang lain.

<sup>259</sup> Pada naskah "<sub>7</sub>" dan "<sub>7</sub>" tertulis: "Demikian juga di dalam *ash-Shahiihain*." <sup>260</sup> Dijabarkan dalam *Mu'jamul Buldaan* (IV/332): "*Qarn* (قُرُن) secara bahasa memiliki beberapa makna, misalnya al-qarn yang berarti gunung kecil ...."

Al-Qadhi al-'Iyadh berkata: "Qarnul Manazil adalah Qarnuts Tsa'alib , yakni miqat penduduk Najed sejauh sehari semalam dari Makkah."

- <sup>261</sup> Al-Hafizh berkata dalam *al-Fat-h* (VI/316): "Dua gunung di Makkah, yaitu Gunung Abu Qubais dan yang di depannya, Gunung Qa'aiqa'an. Ash-Shaghani berkata: 'Sebenarnya, ia adalah gunung merah yang tampak dari Qa'aiqa'an. Dengan demikian, telah keliru orang yang menyatakan bahwa yang dimaksud ialah Gunung Tsur, seperti al-Karmani. Dinamakan seperti itu karena padatnya (kokoh) dan karena bebatuannya yang keras. Maksud menimpakan keduanya adalah menimpakan di atas penduduk Makkah, atau mungkin juga yang dimaksud adalah penggabungan keduanya meniadi satu."
- <sup>262</sup> Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Shahiih-nya (no. 3231) dan Muslim dalam Shahiih-nya (no. 1795) dari hadits 'Aisyah Ummul Mukminin 👑 .
- 263 Shahiih Muslim (no. 806) dari hadits Ibnu 'Abbas 🚎. Di dalamnya disebutkan: "... Faatihatul kitaab dan penghujung surat al-Baqarah ...."

264 Diterangkan dalam *al-Bidaayah wan Nibaayah* (IV/6): "*Al-Qabadhu* (اَلْمُتَمُنُ berarti yang *al-maqbuudh* (الْمُعُبُنُ ), yaitu *ghanimah* yang dikumpulkan sebelum dibagi-bagikan."

<sup>265</sup> Pada naskah "س" tertulis: "يَا حِبْرِيْلُ". "مَلْ تَعْرِيْكُ" tertulis: "س" Pada naskah "س" tertulis: "مُلْ يَعْرُكُ"

<sup>267</sup> Di dalamnya terdapat al-Kalbi dan Abu Shalih, tetapi keduanya bukan dari as-Samman, sehingga keduanya adalah pendusta.

<sup>268</sup> Telah dijelaskan takhrij-nya pada pasal "Perang Badar".

Diriwayatkan oleh al-Bazzar dalam Musnad-nya (III/286/2759 – al-Kasyf); ath-Thabrani dalam al-Mu'jamul Kabiir (XII/70-96/12561, 25/204-206/22 – al-Ahaaditsuth Thiwaal); Ibnu 'Adi dalam al-Kaamil (VI/2155-2156); Abu Nu'aim al-Ashbahani dalam Dalaa-ilun Nubuwwah, sebagaimana dalam al-Bidaayah wan Nihaayah (III/302); al-Baihaqi dalam Dalaa-ilun Nubuwwah (II/104); 'Abdullah bin Ja'far bin Durustuwaih dalam Hadiits Qus bin Sa'idah (jilid I); al-Khallal dalam Khabaru Qus bin Sa'idah (Q33/A-34/A); Abu Sa'id an-Nuqqasy dalam Funuunul 'Ajaa-ib (28/64-67), al-Khatib al-Baghdadi dalam Taariikh-nya (II/281), Ibnul Jauzi dalam al-Maudhuu'aat (I/213-214), Ibnu Sayyidinnas dalam 'Uyuunul Atsar (I/68-69), al-'Iraqi dalam Juz-un Muntaqaa min Hadiitsihi (no. 6) dari jalur Muhammad bin al-Hajjaj al-Lakhmi, dari Mujalid, dari asy-Sya'bi, dari Ibnu 'Abbas. Ibnu 'Adi berkata: "Hadits ini tidak diriwayatkan dari Mujalid dengan sanad ini, kecuali oleh Muhammad bin al-Hajjaj."

Al-Baihaqi berkata: "Muhammad bin al-Hajjaj al-Lakhmi sendirian dalam meriwayatkan riwayatnya dari Mujalid, sedangkan Muhammad bin al-Hajjaj perawi *matruk.*"

Ibnul Jauzi berkata: "Yahya bin Ma'in berkomentar: 'Muhammad bin al-Hajjaj adalah pendusta dan orang yang jahat.' Abu Zur'ah ar-Razi berkata: 'Hadits-haditsnya *maudhu'*.' Ad-Daraquthni berkata: 'Ia seorang pembohong.'"

Penulis the berkata dalam al-Bidaayah wan Nihaayah (III/301): "Demikianlah kami meriwayatkannya dari Muhammad bin al-Hajjaj. Ia adalah Abu Ibrahim al-Wasithi, pernah bermukim di Baghdad, dan dikenal dengan shaahibul harisah. Dia dinyatakan pendusta oleh Yahya bin Ma'in, Abu Hatim ar-Razi dan ad-Daraquthni, bahkan dituduh memalsukan hadits oleh lebih dari seorang ulama, di antaranya Ibnu 'Adi."

Al-Hafizh al-'Iraqi berkata: "Sanadnya dha'if. *'Illat* (cacat) riwayat ini terletak pada Muhammad bin al-Hajjaj. Dia dinyatakan sebagai pendusta oleh Ibnu Ma'in, ad-Daraquthni, dan Ibnu 'Adi. Dalam hal tersebut, al-Bukhari berkata: 'Munkarul hadiits.'"

Al-Haitsami berkata dalam Majma'uz Zawaa-id (IX/419): "Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dan al-Bazzar. Di dalamnya terdapat Muhammad bin al-Hajjaj al-Lakhmi, seorang pendusta."

Al-Bazzar berkata: "Kami tidak mengetahui adanya riwayat lain darinya selain melalui jalur ini. Muhammad bin al-Hajjaj meriwayatkan hadits-hadits yang tidak memiliki penyerta. Ketika tidak menemukan riwayatnya dari jalur yang lain, kami tidak mempunyai alasan lagi untuk meriwayatkannya."

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam Zawaa-id-nya: "Sepertinya beliau konsisten untuk mengeluarkan semua riwayat meskipun ia maudhu'. Muhammad bin al-Hajjaj itu dituduh sebagai pendusta oleh Ibnu Ma'in, ad-Daraquthni, dan yang lainnya."

Al-Hafizh mendha'ifkannya juga dalam kitab al-Ishaabah (III/279).

Asy-Syaukani berkata dalam *al-Fawaa-idul Majmuu'ah* (hlm. 500): "Di dalam sanadnya terdapat Muhammad bin al-Hajjaj al-Lakhmi. Ia dianggap pendusta oleh Ibnu Ma'in, ad-Daraquthni dan yang lainnya."

Saya menegaskan: "Yang mereka katakan itu benar. Mujalid bukan perawi yang kuat, sebagaimana dijelaskan dalam kitab *at-Taqriib.*"

Diriwayatkan juga oleh Abu Hatim Sahl bin Muhammad as-Sajistani dalam *al-Muʻmariin* (hlm. 89) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh Abu Nuʻaim al-Ashbahani dalam *Dalaa-ilun Nubuwwah*, sebagaimana di dalam *al-Bidaayah wan Nihaayah* (III/302): Wahab bin Jarir meriwayatkan kepada kami dari Muhammad bin Ishaq, dari az-Zuhri, dari Saʻid bin al-Musayyib, dari Ibnu 'Abbas.

Saya berkomentar: "Sanad hadits ini dha'if. Ibnu Ishaq seorang *mudallis* dan telah meriwayatkan dengan 'an'anah. Meskipun demikian, jalur hadits ini adalah jalur yang paling bagus."

Hadits ini memiliki jalur yang lain. Ibnu Durustawaih meriwayatkannya dalam *Hadiits Qus bin Saʻidah* (hlm. 2); Abu Nuʻaim al-Ashbahani dalam *Dalaa-ilun Nubuwwah* (hlm. 65-68); an-Nuqqasy

dalam Funuunul 'Ajaa-ib (30/70-72); Ibnu Syahin dalam ash-Shahaabah, sebagaimana di dalam al-Ishaabah (III/279) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh Ibnul Jauzi dalam al-Maudhuu'aat (I/214) dari jalur Muhammad bin as-Sa-ib al-Kalbi, dari Abu Shalih, dari Ibnu 'Abbas'; dan di dalam al-Maudhuu'aat dari Abu Hurairah.

Ibnul Jauzi berkata: "Mengenai al-Kalbi, Zaidah, Laits dan as-Sa'di mengatakan bahwa ia pendusta.' An-Nasa-i dan ad-Daraguthni mengatakan bahwa haditsnya *matruk*.'

Ibnu Hibban berkata: 'Kebohongannya terlalu nyata sehingga sifat-sifat (lain)nya (tidak) perlu dikaji lebih mendalam lagi.' Mengenai Abu Shalih, Ibnu 'Adi berkata: 'Aku tidak mengetahui seorang pun dari ulama hadits zaman dahulu yang memakai riwayatnya.'"

Saya berpendapat: "Benar apa yang dikatakannya. Al-Bukhari menukil riwayat dari Sufyan: 'Al-Kalbi berkata kepadaku: 'Semua yang aku ceritakan kepadamu dari Abu Shalih adalah bohong.'"

Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam *Dalaa-ilun Nubuwwah* (II/102-104) dan *az-Zuhdul Kabiir* (264-265/689) dari jalur Ahmad bin Saʻid bin Fardhah al-Akhmimi: al-Qasim bin 'Abdullah bin Mahdi meriwayatkan kepada kami; Saʻid bin 'Abdurrahman al-Makhzumi meriwayatkan kepada kami; Sufyan bin 'Uyainah meriwayatkan kepada kami dari Abu Hamzah ats-Tsamali, dari Saʻid bin Jubair, dari Ibnu 'Abbas.

Saya menilai: "Sanad hadits ini maudhu'."

As-Suyuthi berkata dalam *al-La-aali-ul Mashnuu'ah* (I/186): "Adz-Dzahabi berkata dalam *al-Miizan* [(III/372)]: 'Al-Qasim bin 'Abdullah bin Mahdi al-Akhmimi meriwayatkan sebuah hadits yang bathil." Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam *al-Lisaan* [(IV/461)]: "Ia meriwayatkan dua hadits yang bathil." Ia melanjutkan: "Ad-Daraquthni berkata: 'Ia dituduh memalsukan hadits."

Ia berkata lagi: "Ad-Daraquthni menyebutkan bahwasanya Ahmad bin Sa'id bin Fardhah meriwayatkan hadits-hadits maudhu' dari al-Qasim bin 'Abdullah bin Mahdi. Semua riwayat tersebut dusta sehingga dilarang meriwayatkannya. Cacat hadits-haditsnya terletak pada Ibnu Fardhah, orang yang dituduh telah memalsukan hadits, sebab terkadang ia mengarang sanad-sanad dan meletakkan padanya hadits-hadits." Saya menambahkan: "Abu Hamzah Tsabit bin Abu Shafiyah ats-Tsamali lemah sekali, sebagaimana yang dikatakan adz-Dzahabi dalam al-Mughni."

Hadits ini memiliki penguat yang sangat banyak, tetapi tidak ada satu pun yang shahih.

Di antara penguat tersebut ialah hadits yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Dawud azh-Zhahiri dalam az-Zahrah (II/31-32): Ahmad bin 'Ubaid an-Nahwi meriwayatkan kepada kami; 'Ali bin Muhammad al-Muda'ini meriwayatkan kepada kami; Muhammad bin 'Abdullah bin Akhi az-Zuhri meriwayatkan kepada kami dari 'Ubaidillah bin 'Abdullah, dari Sa'ad bin Abi Waqqash. As-Suyuthi berkata dalam al-La-aali-ul Mashnuu'ah, sebagaimana di dalam Tanziihusy Syarii'ah (I/242-243) dan al-Fawaa-idul Majmuu'ah (hlm. 500-501): "Sanad ini adalah sanad terbagus di antara jalurjalur hadits yang ada. Ibnu Akhi az-Zuhri dan perawi di atasnya termasuk perawi kitab ash-Shahiih, sedangkan 'Ali bin Muhammad al-Muda'ini tsiqah. Mengenai Ahmad bin 'Ubaid, Ibnu 'Adi menilai bahwa ia seorang *shaduq*, namun pernah meriwayatkan hadits *munkar*. Jika al-Hafizh Ibnu Hajar mengetahui jalur ini, tentulah ia akan menghasankannya! Berdasarkan jalur di atas, terlebih lagi jalur yang ada di dalam Ziyaadatuz Zubd oleh Ibnu Hanbal, status hadits ini menjadi mursal dengan sanad yang kuat. Bahkan, apabila digabungkan dengan jalur yang *maushul* ini, tidak ada seorang pun perawinya yang lemah dan dituduh berdusta, maka hadits tersebut dihukumi hasan tanpa diragukan lagi." Saya mengomentari: "Apa yang disimpulkannya itu tidak benar-wa 'afa 'anhu-berdasarkan penjelasan berikut ini. Pertama, bahwasanya 'Ali ini tidak tsiqah, sebagaimana yang dikatakannya. Bahkan, perawi ini didha'ifkan oleh Ibnu 'Adi melalui pernyataannya: 'Ia tidak kuat dalam hadits ini, memiliki banyak cerita-cerita (tanpa rujukan), dan hanya sedikit sekali riwayatnya yang bersambung.' Oleh karena itu, asy-Syaikh al-'Allamah al-Mu'allimi mengomentari beliau di dalam ta'liq-nya atas kitab al-Fawaa-idul Majmuu'ah karya as-Suyuthi: 'Dilemahkan oleh Ibnu 'Adi.' Kedua, Ahmad bin 'Ubaid adalah perawi dha'if. Abu Ahmad al-Hakim berkata: 'Kebanyakan

haditsnya tidak ada memiliki penyerta). Al-Hafizh berkata dalam at-Taqriib: 'Haditsnya lemah.' Al-Hakim berkata: 'Guru-guru kami tidak mengomentari riwayat darinya.' Asy-Syaikh al-Mu'allimi berkata: 'Yang jelas, bahwasanya hadits ini sangat dha'if. Riwayat ini tidak wajar disebabkan kesalahan fatal yang dilakukannya (perawi, yakni Ahmad).'

Ketiga, Ibnu Akhi az-Zuhri tidak bertemu dengan 'Ubaidillah bin 'Abdullah, atau minimal belum

mendengar darinya. Ia meninggal pada tahun 157 H—ada yang mengatakan 152 H—sedangkan 'Ubaidillah meninggal pada tahun 94 H, namun terdapat pendapat lainnya juga. Oleh karena itu, mereka tidak menyebutkan riwayat darinya, mengingat bahwa orang yang ma'ruf (dikenal) meriwayatkan darinya adalah az-Zuhri, paman perawi hadits ini."

Mengenai isyarat beliau (as-Suyuthi) akan mursal-nya hadits ini, 'Abdullah bin Ahmad telah meriwayatkannya dalam Zawaa-iduz Zuhd (hlm. 425-426): 'Ayyasy bin Muhammad maula Bani Hasyim meriwayatkan kepada kami; al-Walid bin Hisyam al-Qahdzami meriwayatkan kepada

kami; Khalf bin A'yun meriwayatkan kepadaku secara mu'dhal.

Asy-Syaikh al-Mu'allimi is mengomentari perkataan as-Suyuthi bahwasanya hadits itu mursal dengan sanad yang kuat: "Tidak benar. Sebab, hadits ini diriwayatkan dari jalur al-Walid bin Hisyam al-Qahdzami yang meninggal pada tahun 222 H, yakni dari Khalf bin A'yun, ia berkata: 'Ketika datang utusan Bakar bin Abu Wa'il ....' Adapun Khalf bin A'yan, aku tidak menemukan biografinya dan tidak mengetahui apakah ia termasuk Tabi'in atau orang-orang sesudah mereka. Jadi, di manakah letak kekuatan sanadnya?"

Benar apa yang beliau ais katakan.

Penguat lain (kedua) bagi hadits ini adalah yang diriwayatkan dari al-Khara-ithi dalam *Hawaatiful Jinaan* (no. 18) dari jalur 'Abdullah bin Shalih, juru tulis al-Laitsi: Abu 'Abdullah al-Masyriqi meriwayatkan kepadaku dari Abul Harits Nashr bin Hammad al-Warraq, dari Tsaur bin Yazid,

dari Muwarriq al-'Ijli, dari 'Ubadah.

Saya menilai: "Sanad hadits ini dha'if jiddan. Di dalamnya terdapat beberapa kelemahan. Pertama, Muwarriq al-'Ijli tidak pernah mendengar dari 'Ubadah. Abu Zur'ah berkata: 'Muwarriq tidak pernah mendengar apa pun dari Abu Dzarr.' Abu Dzarr ameninggal pada tahun 32 H, sedangkan 'Ubadah ameninggal pada tahun 34 H, terlebih lagi Muwarriq meninggal sekitar tahun ke-100 H. Kedua, Abul Harits al-Warraq matrukul hadiits, sebagaimana yang dikatakan Abu Hatim dan al-'Uqaili. Bahkan, Ibnu Ma'in berkata: 'Pendusta.' An-Nasa-i dan Ibnu Ma'in, dalam riwayat yang lain, berkata: 'Tidak tsiqah.' Perawi ini juga didha'ifkan oleh ulama yang lain. Ketiga, 'Abdullah bin Shalih seorang yang dha'if. Perawi darinya pun bukan orang yang ahli dan penghafal yang terkenal. Keempat, saya tidak mengetahui tentang Abu 'Abdullah al-Masyriqi."

Penguat yang lain (ketiga) berasal dari hadits Anas bin Malik 🚁 yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam Dalaa-ilun Nubuwwah (II/101-102) dari jalur Sa'id bin Hubairah: Mu'tamir bin Sulaiman

meriwayatkan kepada kami dari ayahnya, dari Anas.

As-Suyuthi dalam *al-La-aali-ul Mashnuu'ah* (I/185): "Ibnu Hibban mengomentari Sa'id bin Hubairah [dalam *al-Majruuhiin* (I/411/401)]: 'Ia meriwayatkan hadits-hadits *maudhu*' dari perawi *tsiqah*. Sepertinya ia yang memalsukannya atau dipalsukan untuknya.' Abu Hatim ar-Razi berkata [dalam

al-Jarh wat Ta'diil (IV/71)]: 'Ia meriwayatkan hadits yang diingkari para ulama.'"

Adapun penguat keempat didapat dari hadits 'Abdullah bin Mas'ud sung diriwayatkan oleh Abu Nu'aim al-Ashbahani dalam *Dalaa-ilun Nubuwwah*, sebagaimana di dalam *al-Bidaayah wan Nihaayah* (III/315) dan *Lisaanul Miizaan* (III/208) dari jalur Tharif bin 'Ubaidillah al-Mushili, dari Yahya bin 'Abdul Hamid al-Hamani, dari Abu Mu'awiyah, dari al-A'masy, dari Abudh Dhuha, dari Masruq, dari Ibnu Mas'ud.

Saya berpendapat: "Sanad hadits ini dha'if jiddan. Di dalamnya terdapat dua kelemahan: (1) Yahya al-Hamani dituduh memalsukan hadits, sebagaimana dijelaskan dalam at-Taqriib dan (2) Tharif

perawi yang dha'if, seperti halnya yang dikatakan ad-Daraquthni."

Al-Hafizh berkata dalam al-Lisaan: "Di antara riwayat munkar-nya ialah apa yang diriwayatkan dari Yahya bin 'Abdul Hamid al-Hamani, dari Abu Mu'awiyah: '...' (kemudian ia menyebutkan hadits ini). Guru kami, al-Hafizh al-'Iraqi, berkata: 'Setahuku, kelemahannya terletak pada Tharif.'" Aku tegaskan: "Hadits ini tidak tercantum di dalam Musnad Yahya al-Hamani, bahkan Abu Zakaria al-Mushili berkata dalam Taariikh-nya: 'Bukan dari ahli hadits, tetapi hanya ditulis darinya.'"

Penguat yang kelima berasal dari hadits al-Hasan al-Bashri yang diriwayatkan oleh Ibnu Durustuwaih dalam *Hadiits Qus bin Saʻidah* (hlm. 3); dan dari jalurnya diriwayatkan oleh penulis dalam *al-Bidaayah wan Nihaayah* (III/302-310) dari jalur Ibnu Ishaq: sebagian sahabat kami meriwayatkan kepada kami dari para ulama, dari al-Hasan.

Saya menegaskan: "Sanad hadits ini lemah sekali. Di dalamnya terdapat dua kelemahan: (1) *mursal*, seperti diketahui bersama bahwa riwayat *mursal* dari al-Hasan tidak perlu dipertanyakan lagi dan (2) *majhul*.

Al-Hafizh Ibnu Katsir berkata: "Hadits ini gharib jiddan dan mursal dari jalur ini."

Secara keseluruhan, derajat hadits ini munkar dan tidak shahih. Penguat-penguatnya justru menambah parah kelemahannya.

Oleh sebab itu, Abul Fath al-Azdi berkata, sebagaimana di dalam Taariikh Baghdad (II/281), al-Maudhuu'aat (I/214), Talkhiisul Maudhuu'at (hlm. 56), dan Fawaa-id Hadiitsiyyah karya Ibnul Qayyim (hlm. 106): "Hadits ini maudhu' dan tidak ada asalnya."

Ibnul Jauzi berkata: "Hadits ini bathil dari berbagai jalurnya."

Al-Hafizh berkata dalam al-Ishaabah (III/279): "Seluruh jalurnya dha'if."

Penulis ملك berkata dalam al-Bidaayah wan Nihaayah (III/313): "Asal hadits ini masyhur. Meskipun dha'if, jalur-jalur ini saling menguatkan dalam penetapan asal kisah."

Saya berkomentar: "Tidak demikian. Sesungguhnya jalur tersebut sangat lemah, bahkan mayoritasnya maudhu', walaupun banyak, sebagaimana telah disebutkan perinciannya. Jalur ini dapat saling menguatkan jika kelemahannya tidak parah. Namun, jika dha'ifnya parah dan matannya beragam, maka di manakah letak kekuatannya?"

<sup>270</sup> Shahiih Muslim (no. 2942).

<sup>271</sup> Pada naskah "ر" tertulis: "اَلْبُلْدَانُ".

<sup>272</sup> Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shahiih*-nya (no. 773) dan Muslim dalam *Shahiih*-nya (no. 449) dari hadits Ibnu 'Abbas 🚎.

<sup>273</sup> Diriwayatkan oleh Muslim dalam Shahiih-nya (no. 450) dari hadits Ibnu Mas'ud secara langsung. <sup>274</sup> Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (V/145-146/2861), al-Bukhari dalam at-Taariikhul Kabiir (II/200), al-Bazzar dalam al-Bahruz Zakhkhaar (V/271-272/1886), dan Oiwamussunnah al-Ashbahani dalam Dalaa-ilun Nubuwwah (II/663-665/85) dari jalur Ibnu Abi 'Adi dan Azhar bin Sa'ad, dari Ja'far bin Maimun, dari Abu Tamimah al-Hajimi, dari Abu 'Utsman an-Nahdi, dari Ibnu Mas'ud.

At-Tirmidzi berkata: "Hadits ini hasan shahih gharib dari jalur ini."

Saya berkomentar: "Sebaliknya, hadits ini dha'if. Masalah utamanya terletak pada Ja'far bin Maimun, perawi yang masih diperselisihkan statusnya. Dalam kitab at-Tagriib disebutkan: "Shaduq, tetapi sering keliru," sebagaimana ia melakukan kesalahan pada hadits ini. Riwayat ini pun bertolak belakang dengan riwayat Sulaiman at-Taimi, perawi yang tsiqah dan termasuk salah seorang perawi ash-Shahiihain. Ia meriwayatkannya dari Abu Tamimah al-Hajimi, dari 'Amr al-Bakkali, dari Ibnu Mas'ud dengan lafazh ini. Ia menjadikan 'Amr sebagai Abu Tamimah, padahal seharusnya Abu 'Utsman."

Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad-nya (I/399) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh Abu Nu'aim al-Ashbahani dalam Dalaa-ilun Nubuwwah, sebagaimana di dalam Tafsiirul Qur-aan al-'Azhiim karya penulis (VII/390) dan al-Khashaa-ish karya as-Suyuthi (I/139); al-Bukhari dalam at-Taariikhul Kabiir (II/200) dan at-Taariikhul Ausaath (I/342/738); ath-Thahawi dalam ar-Radd 'alal Karabisi, sebagaimana dalam al-Jauharun Nagi (I/11-12) dan Nashbur Raayah (I/141); Ibnu Khuzaimah sebagaimana di dalam al-Ishaabah (III/24); Ibnu Mandah dalam Ma'rifatush Shahaabah dan dari jalur keduanya diriwayatkan oleh Ibnu 'Asakir dalam Taariikh Dimasq (49/324); dan yang lainnya dari jalur Mu'tamir bin Sulaiman, dari ayahnya.

Saya menilai: "Sanadnya (riwayat Ahmad) shahih. Perawinya tsiqah."

Al-Bazzar berkata: "Telah diriwayatkan oleh at-Taimi, namun sanadnya diselisihi oleh Ja'far bin Maimun, seraya berkata: 'Dari 'Amr al-Bakkali.'"

Akan tetapi, riwayat itu dilemahkan oleh al-Bukhari karena 'Amr tidak diketahui penyimakannya dari Ibnu Mas'ud.

Saya menyanggah: pernyataan itu tertolak. 'Amr adalah seorang Sahabat, sebagaimana yang dikatakan oleh al-Bukhari; Ibnu Hibban dalam ats-Tsiqaat (III/278); Abu Hatim ar-Razi, sebagaimana di dalam al-Jarh wat Ta'diil (VI/270); Ibnu 'Abdil Barr dalam al-Istii'aab (II/533); Ibnul Atsir dalam Usdul Ghaabah (III/696); al-Hafizh Ibnu Hajar dalam al-Ishaabah; dan lainnya. Abu Hatim ar-Razi berkata, seperti halnya dalam kitab al-Marasil (hlm. 119): "Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud hadits tentang malam (di mana Rasulullah bertemu) jin."

Sesuatu yang disepakati para ulama bahwasanya "(Riwayat yang) menetapkan itu harus didahulukan daripada yang menafikan" dan "orang yang alim menjadi hujjah atas orang yang tidak alim." Bagaimana pula jika yang dinafikan penyimakannya itu seorang Sahabat? Padahal, berdasarkan kesepakatan, riwayat mursal dari seorang Sahabat itu merupakan hujjah.

Ath-Thahawi melemahkan riwayat (imam Ahmad tersebut) tersebut melalui komentarnya: "Al-Bakkali adalah penduduk Syam. Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini darinya, kecuali Abu Tamimah ini. Dia bukanlah al-Bakkali al-Hajimi, tetapi al-Bakkali al-Sulami, orang Bashrah yang tidak dikenal."

Al-'Allamah asy-Syaikh Ahmad Syakir berkata dalam komentarnya atas kitab *al-Musnad* (VI/300): "Ini merupakan kesalahan ath-Thahawi. Abu Tamimah (di sini) adalah al-Hajimi. Dialah yang meriwayatkan dari 'Amr al-Bakkali, sebagaimana ketetapan yang telah kami sebutkan."

Saya menegaskan: "Benar apa yang dikatakannya. Telah dijelaskan pula dengan penyebutan namanya pada sebagian referensi takhrij terdahulu."

Entah karena lupa atau pura-pura lupa terhadap hakikat ini, mu'alliq (peneliti) kitab Musnad al-Imam Ahmad (VI/334-335) mendha'ifkan hadits ini, yang disebabkan oleh kejahilan yang berlebihan dan jauhnya dia dari as-Sunnah. Semoga Allah menghukumnya dengan adil.

Satu lagi yang perlu saya ungkapkan: "Bahwasanya penulis (Ibnu Katsir) berkata dalam *Tafsiir*-nya (VII/390) tentang hadits (yang sedang kita bahas) ini: 'Di dalamnya terdapat keanehan (keganjilan)."

Mungkin yang beliau maksudkan ialah adanya orang yang menyelisihinya, yaitu sebagaimana yang diriwayatkan Muslim dalam ash-Shahiih (I/332/450) dari 'Alqamah, ia berkata: "Aku bertanya kepada Ibnu Mas'ud: 'Apakah salah seorang dari kalian ikut bersama Rasulullah pada malam (di mana beliau bertemu) jin?' Ibnu Mas'ud menjawab: 'Tidak. Akan tetapi, kami pernah kehilangan Nabi pada suatu malam, padahal kami bersamanya ketika itu. Kemudian, kami pun mencari beliau di lembah-lembah dan lereng-lereng. Kami menduga beliau diculik atau tersesat.' Ibnu Mas'ud menceritakan: 'Kami melewati malam terburuk yang pernah dialami manusia.' Namun, pada esok paginya, tiba-tiba beliau datang kembali dari arah gua Hira ....'" (Al-Hadits) Akan tetapi, penulis berkata (VII/395): "Kemungkinan pada malam pertama Rasulullah keluar menemui mereka (jin) tanpa disertai Ibnu Mas'ud dan Sahabat lainnya. Setelah itu, barulah Ibnu Mas'ud keluar bersama beliau pada malam yang lain. Wallaabu a'lam."

275 Sebuah kota besar di Jazirah (Arab) yang terletak di jalur yang dilalui berbagai kafilah, tepatnya di antara al-Mushil dan Syam.

Al-Ghailaaniyyaat (241-242/663); ath-Thabrani dalam al-Mu'jamul Kabiir, sebagaimana dalam al-Ishaabah (II/78); Abu Sa'id an-Nuqqasy dalam Funuunul 'Ajaa'ib (186-187/92); ad-Daraquthni dalam al-Afraad; serta asy-Syairazi dalam al-Alqaab, sebagaimana di dalam al-Ishaabah dari 'Abdullah bin al-Husain al-Mushishi, ia berkata: "Aku mendatangi kota Thursus, lalu (aku mendengar) seseorang berkata: 'Di sini, ada seorang wanita yang pernah melihat jin yang menemui Rasulullah ." 'Maka aku pun mendatanginya, saat itu ia sedang berbaring. Aku bertanya: 'Siapa namamu?' Ia menjawab: 'Manus.' Aku bertanya lagi: 'Wahai Manus, apakah Anda melihat salah satu jin yang menemui Rasulullah ." 'Ya.'" (Perawi berkata:) "Abdullah bin Samhaj meriwayatkan riwayat ini kepadaku.'"

Al-Hafizh berkata: "'Abdullah bin al-Husain termasuk guru ath-Thabrani. Ibnu Hibban menyebutkannya dalam kitab adh-Dhu'afaa' seraya berkata: '(Ia suka) memutarbalikkan riwayat dan memalsukannya. Oleh karena itu, tidak boleh berhujjah dengannya jika ia meriwayatkan hanya sendiri ....'" Wanita itu mungkin telah melihat jin, tapi jin itu termasuk makhluk yang majhul (yang tidak terlihat manusia).

- 277 Diriwayatkan oleh Muslim dalam Shahiih-nya (no. 8) dari hadits 'Umar secara lengkap. Diriwayatkan pula oleh al-Bukhari dalam Shahiih-nya (no. 50) dan Muslim dalam Shahiih-nya (no. 9) dari hadits Abu Hurairah ...
- <sup>278</sup> Tambahan dari naskah "7" dan "8".
- <sup>279</sup> Kitab yang berjudul *Asmaa-ush Shahaabah wa maa li Kulli Waahid minal 'Adad* ini telah dicetak dan digabungkan di dalam *Jawaami'us Siirah*.
- <sup>280</sup> Pasal ini tidak terdapat (dibahas) di dalam kitab ini.
- 281 Penulis telah diberi kemudahan untuk menulis kumpulan kitab yang besar, di antaranya Jaami'ul Masaanid was Sunan al-Hadi li Aqwam Sunan, Musnad Abi Bakr, dan Musnad 'Umar 😅 , serta yang selainnya.

|  |  | 4 |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  | , |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

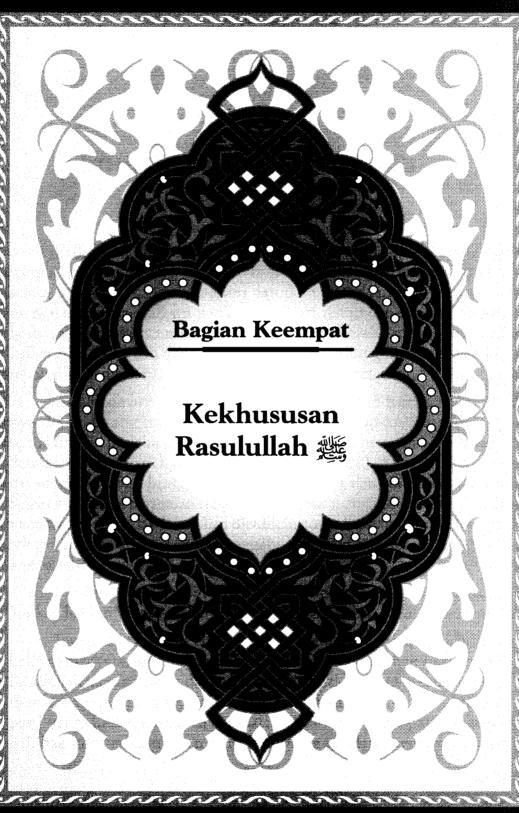

### PASAL 1

# [Hal-Hal Yang Hanya Dikhususkan Bagi Rasulullah ﷺ]

Pada pasal ini kita akan membahas secara ringkas beberapa hal yang secara khusus hanya berlaku bagi Rasulullah ﷺ, tidak bagi orang selain beliau. Rekan-rekan kami dan para imam lainnya umumnya menjelaskan masalah ini pada permulaan Kitab "an-Nikah" dalam berbagai karya-karya mereka. Dalam hal ini, mereka mengikuti jejak Imam Abu 'Abdillah yang merupakan salah seorang imam madzhab,¹ sebab dia menjelaskan sekilas tentang persoalan tersebut.

Ash-Shaimari<sup>2</sup> menceritakan dari Abu 'Ali bin Khairan,<sup>3</sup> bahwasanya dia melarang orang-orang membahas *khashaa-ish* (hal-hal yang secara khusus berlaku bagi) Rasulullah seputar masalah pernikahan, demikian pula dalam hal *imaamah* (kepemimpinan). Alasannya, semua itu sudah terjadi sehingga tidak ada kaitannya dengan amal saat ini. Selain itu, semua persoalan tersebut juga tidak mengandung nilai ilmiah yang tinggi dan tidak layak lagi dijadikan contoh dalam beramal. Oleh sebab itu, tidak ada gunanya menghabiskan waktu untuk perkara yang hanya sebatas dugaan.

Syaikh Abu 'Amr bin ash-Shalah berkomentar setelah mengungkapkan hal itu: "Pendapat ini aneh, tetapi masuk akal." *Wallaahu a'lam.*<sup>4</sup>

Imam al-Haramain berkomentar: "Para ahli tahqiq berpendapat bahwa [menyebutkan]<sup>5</sup> perselisihan pendapat tentang hak-hak khusus Rasulullah merupakan tindakan percuma yang tidak akan mendatangkan manfaat apapun. Sebab, hal itu tidak ada kaitannya dengan hukum pasti yang dibutuhkan oleh ummat. Perselisihan pendapat mengenai hak-hak khusus Rasul itu merupakan silang pendapat tentang sesuatu

yang tidak membuat kita dapat menetapkan hukum. Karena kita tidak dapat menggunakan qiyas dalam masalah ini. Selain itu, hakhak khusus beliau diatur oleh nash. Sementara perkara yang tidak ada nashnya, berselisih pendapat tentangnya sama saja dengan berselisih tentang sesuatu yang ghaib (tidak kasat mata), yang tidak menghasilkan manfaat apa pun."

Syaikh Abu Zakariya an-Nawawi<sup>6</sup> berpendapat bahwa yang benar adalah boleh menyebutkan perbedaan pendapat dalam masalah ini, bahkan disunnahkan. Kalaulah ada yang mengatakan wajib, maka itu juga tidak keliru. Ijma' tidak melarang hal itu. Sebab, boleh jadi orang bodoh mendapati sebagian hak-hak khusus Rasulullah diriwayatkan dalam kitab as-Shahiih, lalu dia pun mengamalkannya dengan alasan ingin meneladani beliau.

Jadi, kita wajib menjelaskan hal itu, agar orang tersebut mengerti bahwa tidak seorang pun yang boleh melakukannya. Adakah faedah atau pelajaran yang lebih besar daripada ini? Adapun hal-hal yang muncul terkait dengan hak-hak khusus Rasulullah yang sejatinya tidak mendatangkan manfaat apapun di zaman sekarang ini jika memaparkannya, hal itu sudah jarang sekali dipaparkan. Namun demikian, [pembahasan-pembahasan fiqih tidak pernah sepi dari hal seperti itu, untuk melatih diri]<sup>7</sup> dan berusaha mengetahui dalil-dalilnya.

Adapun pendapat jumhur rekan-rekan kami bertentangan dengan apa yang telah dinyatakan oleh Ibnu Khairan dan Imam al-Haramain. Bahkan, mereka mengungkapkan hal itu (hal-hal yang secara khusus berlaku bagi Rasulullah) secara terperinci, untuk menambah ilmu pengetahuan (wawasan). Terutama sekali pembahasan yang dibuat Imam Abul 'Abbas, Ahmad bin Abi Ahmad bin al-Qash ath-Thabari, yakni penulis kitab *at-Talkhish*.

Al-Hafizh Abu Bakar al-Baihaqi telah merangkai perkataannya mengenai masalah ini dalam kitab *Sunanul Kabiir* dengan perkataan Abul 'Abbas ath-Thabari.<sup>9</sup> Akan tetapi, mereka menambahkan sejumlah dalil berupa hadits-hadits yang masih perlu diteliti lagi. Aku akan menyebutkannya, *insya Allah*.

Mereka telah menyusun pembahasan mengenai hal ini dalam empat bagian:

- 1) Hal-hal yang hanya diwajibkan bagi Rasulullah ﷺ, tidak bagi yang lainnya.
- 2) Hal-hal yang hanya diharamkan bagi Rasulullah ﷺ, tidak bagi yang lainnya.
- 3) Hal-hal yang hanya dibolehkan bagi Rasulullah ﷺ, tidak bagi yang lainnya.
- 4) Keistimewaan-keistimewaan yang hanya didapatkan karena menjadi isteri Rasulullah 🎉.

Para ulama juga menyebutkan hukum-hukum pernikahan dan perkara-perkara lainnya pada tiap-tiap bagian tersebut. Namun di sini saya lebih memilih untuk menyusunnya kembali dengan sistematika lain supaya dapat lebih mudah dipahami, *insya Allah*.

Menurut saya, wabillaahittaufiq, kekhususan itu bisa dibagi menjadi dua bagian besar:

- 1) Kekhususan yang hanya dimiliki Rasulullah ﷺ dan tidak dimiliki oleh Nabi-Nabi lainnya, semoga shalawat dan salam semoga terlimpah kepada mereka seluruhnya.
- 2) Kekhususan yang dimiliki oleh Rasulullah 🗯 pada hukumhukum tertentu yang tidak berlaku untuk ummatnya.

#### **BAGIAN PERTAMA**

## [Kekhususan Rasulullah **# Yang Tidak Dimiliki** Para Nabi Lainnya **# ]**

Disebutkan dalam kitab *ash-Shahiihain*<sup>10</sup> dari Jabir bin 'Abdillah bin 'Amr bin Haram al-Anshari 🚵 , ia menceritakan bahwa Rasulullah bersabda:

((أُعْطِيْتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدُّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِيْ: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيْرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُوْرًا: فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِيْ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِيْ وَأُعْطِيْتُ الشَّفَاعَةَ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ وَأُحِلَّتْ إِلَى الْغَنَائِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِيْ وَأُعْطِيْتُ الشَّفَاعَة وَكَانَ النَّاسِ عَامَةً.))

"Aku telah diberi lima perkara yang tidak diberikan kepada seorang Nabi pun sebelumku: (1) aku ditolong dengan rasa takut yang menghinggapi musuh-musuhku dari jarak sebulan perjalanan; (2) bumi ini dijadikan bagiku sebagai tempat sujud dan alat bersuci, maka di mana saja seseorang dari ummatku mendapati waktu shalat telah tiba, hendaklah dia mengerjakannya; (3) dihalalkan bagiku harta rampasan perang yang belum pernah dihalalkan bagi seorang Nabi pun sebelumku; (4) diberikan kepadaku hak untuk memberikan syafaat; dan (5) dahulu para Nabi diutus hanya kepada kaumnya saja, sedangkan aku diutus kepada seluruh manusia."

Maksud sabda Nabi ﷺ: "Aku ditolong melalui rasa takut yang menghinggapi musuh-musuhku dari jarak sebulan perjalanan," adalah apabila Nabi ﷺ bermaksud menyerang suatu kaum, maka kaum tersebut akan merasakan takut kepadanya sebulan sebelum beliau menyerang mereka. Kekhususan ini hanya diberikan kepada beliau.

Adapun hadits yang diriwayatkan dalam Shahiih Muslim<sup>11</sup> tentang kisah turunnya 'Isa ke bumi—bahwa tidak ada seorang kafir pun yang mendapati napas beliau melainkan pasti mati, sedangkan napasnya sejauh pandangan matanya—walaupun kekhususan itu merupakan sifat yang telah dia miliki sebelum diangkat oleh Allah, namun hal tersebut bukanlah tandingan bagi keistimewaan Nabi . Sebab, tatkala Nabi 'Isa diturunkan ke bumi, dia tetap menjadi salah seorang ummat Muhammad yang berkewajiban untuk menjalankan hukum syari'at nya. Dan, 'Isa tidak menerima wahyu lain yang bertentangan dengan syariat Muhammad . Wallaahu Ta'aala a'lam.

Makna sabda Nabi ﷺ: "Dijadikan bagiku bumi ini sebagai tempat sujud dan alat bersuci," adalah seperti yang disebutkan di dalam sebuah hadits riwayat oleh Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya: "Sesungguhnya orang-orang sebelum kita tidak boleh shalat di rumah. Mereka harus mengerjakannya di tempat-tempat ibadah mereka."

Sabda beliau: "Alat bersuci" maksudnya adalah alat (sarana) untuk tayammum. Bertayammum tidak dikenal oleh ummat sebelum kita. Akan tetapi, cara bersuci ini disyari'atkan bagi Nabi Muhammad an ummat beliau sebagai bentuk kelapangan, rahmat, dan keringanan.

Sabda Nabi : "Dihalalkan bagiku harta rampasan perang." Apabila para Nabi : sebelum beliau mendapatkan harta rampasan perang, mereka mengeluarkan sebagiannya lalu meletakkannya di suatu tempat. Kemudian, turunlah api dari langit dan membakarnya. 13

Sabda Nabi : "Diberikan kepadaku hak untuk memberikan syafaat." Yang dimaksud oleh Nabi : adalah al-maqaamul mahmuud (kedudukan yang terpuji) yang diidam-idamkan orang-orang terdahulu dan sekarang, yaitu sebuah maqaam (kedudukan) yang selalu didambakan oleh setiap makhluk. Nabi : berhak memohonkan syafaat untuk manusia kepada Allah agar Dia segera memutuskan perkara di antara mereka dan melepaskan ummatnya dari Padang Mahsyar. Itulah asy-Syaafa'atul ['Uzhmaa]<sup>14</sup> yang tidak dimiliki oleh para Rasul Ulul 'Azmi, tidak lain karena keutamaan dan kemuliaan yang Allah : berikan kepada beliau :

Setelah itu, Nabi pergi [mengetuk pintu Surga. Penjaga pintu Surga pun bertanya: "Siapakah Anda?" Nabi menjawab: "Muhammad." Penjaga itu pun menanggapi: "Hanya kepadamulah aku diperintahkan]. Aku tidak akan membukakannya untuk siapa pun sebelummu." 16

Hal di atas juga merupakan kekhususan Rasulullah dari seluruh manusia. Beliau pun masuk ke dalam Surga, lalu beliau memohonkan syafaat kepada Allah untuk mereka, seperti yang disebutkan dalam hadits-hadits shahih. <sup>17</sup> Inilah syafaat pertama yang hanya dimiliki oleh beliau dan tidak dimiliki oleh para Rasul lainnya.

Kemudian, [sesudah itu]<sup>18</sup> diberikan kepada Nabi beberapa bentuk syafaat, di antaranya syafaat mengeluarkan pelaku dosa besar dari Neraka bagi siapa yang dikehendaki Allah dari ummatnya. Akan tetapi, Rasul yang lain pun memiliki izin syafaat ini. Dengan kata lain, para Nabi lainnya juga mendapat izin untuk memberikan syafaat kepada ummat mereka yang berbuat maksiat. Demikian pula para Malaikat, mereka diberi izin pula memberikan syafaat.

Bahkan, orang-orang Mukmin juga demikian, seperti yang terdapat dalam kitab ash-Shahiih dari hadits Abu Hurairah dan Abu Sa'id : "Allah berfirman: 'Para Malaikat, Nabi-Nabi, dan orang-orang Mukmin diberi izin untuk memberikan syafaat, sehingga yang tertinggal hanyalah Allah , Yang Maha Pengasih.' Lalu, ia menyebutkan lanjutan hadits.

Al-Imam Abu Bakar bin Khuzaimah (ME) menyebutkan jenisjenis syafaat ini di bagian akhir kitab at-Tauhiid. Demikian juga Abu Bakar Ibnu Abi 'Ashim dalam kitabnya, as-Sunnah. Hal itu juga dipaparkan dengan sangat baik dalam hadits ash-Shuwar (hadits yang menjelaskan urutan tiupan sangkakala berikut berbagai peristiwa yang terjadi karenanya), yang diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam kitab yang tebal, juga oleh Abu Musa al-Madini al-Ashbahani serta yang lainnya yang juga menulis kitab yang tebal. Al-Walid bin Muslim telah mengumpulkannya dalam satu jilid. Aku (Ibnu Katsir) pun telah merangkum sanad-sanadnya dalam sebuah risalah khusus. Adapun riwayat dari para penulis al-Kutubus Sittah (kitab hadits yang enam), seperti kitab ash-Shahiihain dan yang lainnya, seringkali ditemukan peringkasan riwayat dalam kitab-kitab mereka, yakni redaksinya kadang dibuat di depan kadang dipindah ke belakang. Hal itu akan terlihat jelas bagi siapa saja yang menelaahnya. Wallahu a'lam.

Kemudian, aku sendiri melihat dalam kitab Shahiihul Bukhari<sup>24</sup> sekilas penyebutan tentang asy-Syafaa'atul 'Uzhma dalam Kitab "az-Zakaah," Bab "Orang yang meminta-minta untuk memperbanyak harta." Al-Bukhari berkata; Yahya bin Bukair telah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: al-Laits telah meriwayatkan kepada kami, dari 'Ubaidillah bin Abu Ja'far, ia berkata; aku pernah mendengar Hamzah bin 'Abdullah bin 'Umar menceritakan; aku pernah mendengar 'Abdullah bin 'Umar berkata bahwa Rasulullah telah sersabda:

"Sesungguhnya orang yang suka meminta-minta kepada sesama manusia akan datang pada hari Kiamat tanpa ada sekerat daging pun di wajahnya. Pada hari Kiamat, matahari akan mendekat sehingga ada orang yang keringatnya mencapai separuh telinga. Ketika berada dalam kondisi demikian, mereka meminta pertolongan kepada Adam, lalu kepada Musa, kemudian kepada Muhammad."

'Abdullah bin Yusuf menambahkan berdasarkan riwayat al-Laits dari Ibnu Abi Ja'far:

"Maka Nabi memberikan syafaat agar segera diputuskan pengadilan antar ummat manusia. Sesudah itu, beliau berjalan hingga sampai di depan pintu Surga. Pada saat itulah, Allah menempatkan beliau pada al-maqaamul mahmuud, hingga seluruh makhluk memujinya."

Inilah yang disebut asy-Syafaa'atul 'Uzhma yang dimiliki secara khusus oleh Rasulullah an dan tidak dimiliki para Rasul lainnya dari kalangan Ulul 'Azmi. Semua itu terjadi setelah tiap-tiap Rasul menjawab tatkala diminta memberikan syafaat oleh ummatnya: "Aku bukan orang yang berhak memberikannya, pergilah kepada Fulan."

Oleh karena itu, ummat manusia terus berpindah dari seorang Rasul kepada Rasul yang lain, hingga sampai kepada Nabi Muhammad Beliau pun bersabda: "Memang akulah yang berhak memberikannya." Kemudian, beliau pun pergi dan menyampaikan syafaat itu kepada orang-orang di Padang Mahsyar, di sisi Allah, untuk memutuskan perkara di antara mereka, dan melegakan hati mereka. Setelah itu, Rasulullah memberikan bentuk syafaat lainnya yang terdiri dari empat macam, berupa syafaat untuk menyelamatkan manusia yang sudah masuk Neraka.

Nabi ﷺ adalah pemberi syafaat pertama di Surga, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Musnad*-nya, 26 dari al-Mukhtar bin Fulful, dari Anas 😅 , ia berkata bahwa Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

"Aku adalah pemberi syafaat pertama di Surga nanti."

Nabi juga memberikan syafaat untuk mengangkat derajat sebagian penduduk Surga. Jenis syafaat ini sudah disepakati keberadaannya oleh para ulama Ahlus Sunnah dan kaum Mu'tazilah. Dalilnya adalah yang tercantum dalam Shahiihul Bukhari<sup>27</sup> dari riwayat Abu Musa , bahwasanya ketika pamannya, Abu 'Amir, terbunuh dalam Perang Authas, Rasulullah berdo'a untuknya:

"Ya Allah, ampunilah 'Ubaid Abu 'Amir. Berikanlah kepadanya kedudukan di akhirat di atas kedudukan kebanyakan dari makhluk-Mu yang lain."

Demikian pula saat Abu Salamah bin 'Abdul Asad meninggal dunia, Rasulullah ﷺ berdo'a:

"Ya Allah, tinggikanlah derajatnya."28 29

Kami akan merangkum pembahasan syafaat secara khusus, yang disertai dengan menjelaskan jenis-jenis (syafaat), jumlah, dan dalil-dalilnya, insya Allah 👺 .30

Mengenai makna sabda Nabi ﷺ: "Seluruh Nabi hanya diutus kepada kaumnya, sedangkan aku diutus kepada seluruh ummat manusia," hal itu telah diterangkan dalam al-Qur-anul Karim, yakni dalam firman-Nya 💥:

"Kami tidak mengutus seorang Rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka ...." (QS. Ibrahim: 4)

"... Dan tidak ada suatu ummat pun melainkan telah ada padanya seorang pemberi peringatan." (QS. Faathir: 24)

Nabi-Nabi terdahulu ditugaskan untuk menyampaikan risalah kepada kaumnya saja, yang mereka dakwahi kepada agama Allah. Adapun Nabi Muhammad ﷺ, Allah ﷺ telah menegaskan dalam firman-Nya berikut ini:

"Katakanlah: 'Hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian semua ...." (QS. Al-A'raaf: 158)<sup>31</sup>

"... supaya dengannya aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang yang sampai al-Qur-an (kepadanya) ...." (QS. Al-An'aam: 19)

"... Dan barang siapa di antara mereka (orang-orang Quraisy) dan para sekutunya yang kafir terhadap al-Qur-an, maka Nerakalah tempat yang diancamkan kepadanya ...." (QS. Hud: 17)

"... Dan katakanlah kepada mereka yang diberikan al-Kitab kepadanya dan kepada orang-orang yang ummi (selain Ahlul Kitab), apakah kamu mau masuk Islam? Kalau mereka masuk Islam, sesungguhnya mereka telah mendapatkan petunjuk. Dan kalau mereka berpaling, sesungguhnya kewajibanmu hanyalah menyampaikan (ayat-ayat Allah). Dan Allah Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya." (QS. Ali 'Imran: 20)

Masih banyak lagi ayat-ayat al-Qur-an yang menunjukkan bahwa risalah yang dibawa Rasulullah itu bersifat universal, yaitu untuk bangsa jin dan manusia. Oleh sebab itu, Allah 👺 memerintahkan kepada beliau untuk memberikan peringatan kepada seluruh makhluk, jin dan manusia, baik bangsa Arab maupun bangsa Ajam (non-Arab). Rasulullah telah melaksanakan perintah Allah tersebut seperti yang diamanatkan-Nya. Beliau juga telah menyampaikan risalah Allah kepada ummat manusia.

Di antara kekhususan Rasulullah dibandingkan dengan saudara-saudaranya sesama Nabi adalah beliaulah yang paling sempurna, penghulu mereka, khatib dan imam mereka, serta penutup seluruh Nabi. [Tidak seorang]<sup>32</sup> Nabi pun melainkan dia telah berjanji bahwa apabila Nabi Muhammad diutus ketika Nabi tersebut masih hidup, maka ia harus beriman kepada beliau dan harus membelanya. Bahkan, para Nabi diharuskan mengambil perjanjian itu atas ummatnya.

Allah Derfirman:

"Dan (ingatlah), ketika Allah mengambil perjanjian dari para Nabi: Sungguh, apa saja yang Aku berikan kepadamu berupa kitab dan hikmah, kemudian datang kepadamu seorang Rasul yang membenarkan apa yang ada padamu, niscaya kamu akan bersungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya.' Allah berfirman: 'Apakah kamu mengakui dan menerima perjanjian-Ku terhadap yang demikian itu?' Mereka menjawab: 'Kami mengakui.' Allah berfirman: 'Kalau begitu saksikanlah (hai para Nabi) dan Aku menjadi saksi (pula) bersama kamu.'" (QS. Ali 'Imran: 81)

Allah menegaskan dalam ayat tersebut bahwa kitab dan hikmah apa pun yang telah Aku (Allah) turunkan kepada kalian, lalu

datang kepada kalian seorang Rasul yang lain sesudah turun semua ajaran ini, maka kalian harus beriman kepadanya dan membela ajarannya. Sebab, agama Muhammad ini memuat semua dakwah para Nabi. Dengan demikian, mengambil ajaran beliau sama dengan mengambil seluruh ajaran mereka. Keistimewaan ini hanya dimiliki oleh beliau dan tidak dimiliki oleh Nabi mana pun selainnya.

Keistimewaan lainnya, bahwasanya Rasulullah dilahirkan dalam keadaan bahagia, [dalam keadaan sudah terkhitan],<sup>33</sup> sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadits yang memiliki berbagai jalur riwayat; tetapi semua jalur hadits itu gharib.<sup>34</sup> Ada pula riwayat yang menjelaskan bahwa dalam hal ini para Nabi lainnya sama seperti beliau, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Abul Faraj bin al-Jauzi dalam kitabnya [Tanqiihul Fuhuum].<sup>35</sup>

Contoh kekhususan Nabi selainnya ialah mukjizat setiap Nabi akan hilang seiring dengan wafatnya Nabi tersebut, sedangkan mukjizat beliau tetap kekal sampai waktu yang dikehendaki Allah, yaitu al-Qur-an al-Karim, yang mengandung mukjizat pada lafazh dan kandungan maknanya. Bahkan, Allah menantang kalangan jin dan manusia untuk membuat yang setara dengan al-Qur-an. Namun, mereka tidak mampu melakukannya, selama-lamanya, sampai hari Kiamat.<sup>36</sup>

Contoh kekhususan lain adalah ketika Rasulullah diperjalankan pada suatu malam (Isra' dan Mi'raj) ke Sidratul Muntaha, kemudian pulang kembali ke negerinya dalam satu malam saja. Peristiwa itu juga termasuk salah satu kekhususan beliau.

Telah dinukil ucapan Nabi dalam hadits yang menjelaskan peristiwa tersebut, yaitu [tatkala]<sup>37</sup> Jibril berseru kepada Buraq ketika hewan itu memberontak saat hendak ditunggangi oleh Rasulullah : "Tenanglah! Demi Allah, tidak ada orang yang lebih baik mengendaraimu daripada dirinya (Muhammad)." Demikian juga ucapan beliau dalam hadits: "Aku pun mengikat hewan tersebut dengan rantai sebagaimana para Nabi lain mengikatnya." 39

Kedua pernyataan di atas menunjukkan bahwa *Buraq* pernah digunakan untuk memperjalankan Nabi yang lain. Hanya saja, kita mengetahui bahwasanya tidak ada Nabi lain yang setara dengan Rasulullah se dalam hal kemuliaan, kedekatan, dan kehormatan. Oleh sebab itu, kedudukan beliau di Surga nanti paling tinggi dan paling dekat dengan 'Arsy, sebagaimana yang tercantum dalam hadits:

"Kemudian, mohonlah wasilah kepada Allah untukku. Sesungguhnya wasilah itu adalah sebuah kedudukan di Surga yang hanya diberikan kepada seorang dari sekian banyak hamba Allah. Aku berharap sekali, akulah yang mendapatkan kedudukan tersebut."<sup>41</sup>

Semoga shalawat dan salam dilimpahkan atas Nabi على المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحا

Di antara kekhususan Nabi yang lainnya, yakni apabila (ulama dari kalangan) ummat beliau telah ber-ijma' terhadap suatu hukum syari'at atas perkata tertentu, maka pendapat mereka [tersebut]<sup>42</sup> akan terpelihara dari kekeliruan. Bahkan, kesepakatan mereka itu menjadi sebuah kebenaran mutlak, sebagaimana yang telah ditegaskan dalam kitab-kitab ushul fiqih. Inilah salah satu kekhususan yang hanya dimiliki ummat Islam disebabkan kekhususan Rasulullah , yang tidak pernah dimiliki oleh ummat mana pun sebelum ummat beliau.<sup>43</sup>

Kekhususan lainnya, bahwasanya kelak Rasulullah ﷺ adalah orang pertama yang tanah kuburnya akan disingkap (dibangkitkan pada hari kiamat kelak).44

Kekhususan lainnya adalah ketika ummat manusia dibuat pingsan tak sadarkan diri pada hari Kiamat nanti, Rasulullah adalah orang pertama yang akan disadarkan. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dalam kitab ash-Shahiihain dari hadits Abu Hurairah , yaitu terkait dengan kisah seorang laki-

laki Yahudi yang bersumpah: "Tidak, demi Allah yang telah memilih Musa dari seluruh manusia di bumi." (Mendengar itu) salah seorang kaum Muslimin kemudian menamparnya. Keduanya kemudian mengadukan masalah itu kepada Rasulullah ﷺ. Beliau bersabda:

"Janganlah kalian lebih mengutamakan diriku dibandingkan Musa Sebab, tatkala ummat manusia pingsan pada hari Kiamat kelak, akulah orang pertama yang akan disadarkan, namun saat itu aku mendapati Musa sedang memegang tiang 'Arsy. Aku tidak tahu apakah ia sadar sebelum aku ataukah ia termasuk orang yang dikecualikan Allah?"

Dalam riwayat lain disebutkan:

"... ataukah ia tidak pingsan karena telah pingsan (pada peristiwa) di Bukit Thursina (dulu)."

Sebagian ulama yang mengulas hadits ini menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan 'disadarkan' dalam hadits ini adalah 'dibangkitkan dari kubur'.

[Dalil mereka]<sup>46</sup> dalam hal ini adalah perkataan yang tercantum dalam sejumlah riwayat al-Bukhari<sup>47</sup> dari hadits Yahya bin 'Amr al-Madani, dari Abu Sa'id , ia menceritakan bahwa Rasulullah sersabda:

أَوَّلَ مَنْ تُنْشَقُ عَنْهُ الْأَرْضُ، فَإِذَا أَنَا بِمُوْسَى آخِذٌ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِمِ الْعَرْشِ فَلَا أَدْرِي أَفَاقَ قَبْلِيْ أَمْ جُوْزِيَ بِصَعْقَةِ الطُّوْرِ؟))

"Janganlah kalian membanding-bandingkan aku dengan Nabi-nabi yang lain. Sebab, tatkala ummat manusia pingsan pada hari Kiamat, akulah orang pertama yang akan dibangkitkan dari kubur. Saat itu aku mendapati Musa sedang berpegangan pada salah satu dari tiang-tiang 'Arsy. Aku tidak tahu, apakah ia sadar sebelum aku ataukah ia tidak pingsan karena telah mengalaminya di bukit Thursina (dulu)."

Lafazh hadits ini rumit. Riwayat yang dijadikan rujukan adalah riwayat al-Bukhari<sup>48</sup> dari Yahya bin Qaz'ah, dari Ibrahim bin Sa'ad, dari az-Zuhri, dari Abu Salamah dan 'Abdurrahman al-A'raj, dari Abu Hurairah yang menyebutkan kisah seorang Yahudi di atas sampai kepada sabda Rasulullah ::

"Janganlah kalian menganggapku lebih baik daripada Nabi Musa. Sebab, tatkala ummat manusia pingsan pada hari Kiamat dan akupun pingsan bersama mereka, maka akulah orang pertama yang disadarkan, namun aku mendapati Musa ...."

Nash itu sangat jelas sehingga tidak membutuhkan penafsiran lagi. Disadarkan di situ adalah disadarkan dari pingsan, bukan dibangkitkan dari kematian. Demikianlah hakikat dari kata "ifaaqah" (disadarkan) di sini. Orang yang merenungkan dengan baik tentang sabda beliau: "Aku tidak tahu, apakah ia sadar sebelum aku ataukah ia tidak pingsan karena telah pingsan (pada peristiwa) di Bukit Thursina (dulu)," tentunya dia akan menyadari hal ini. Wallaahu ulu a'lam.49

Contoh lain kekhususan Nabi . Beliau adalah pembawa panji yang paling agung kelak pada hari Kiamat. Beliau dan ummatnya akan dibangkitkan di tempat yang tertinggi, berbeda dengan ummatummat lainnya. Allah pun mengizinkan beliau dan ummatnya untuk bersujud di Padang Mahsyar, tidak dengan ummat-ummat lainnya, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Jubarah bin al-Mughallas al-Himmani, ia berkata, 'Abdul A'la bin Abu al-Musawir menceritakan kepada kami, dari Abu Burdah, dari ayahnya, Abu Musa : ia bercerita bahwa Rasulullah pembawa panji

"Apabila Allah mengumpulkan semua makhluk-Nya pada hari Kiamat nanti, maka diizinkanlah bagi ummat Muhammad untuk bersujud sehingga mereka pun bersujud lama sekali. Kemudian, diperintahkanlah kepada mereka: 'Angkatlah kepala kalian. Sungguh, Kami telah menjadikan jumlah (orang-orang kafir dari) kalian sebagai penebus kalian dari Neraka.'"

Akan tetapi, sangat disayangkan bahwa Jubarah adalah perawi yang lemah. Namun demikian, diriwayatkan secara shahih melalui beberapa jalur riwayat lain, bahwa ummat Muhammad adalah ummat pertama yang akan diadili pada hari Kiamat nanti.<sup>52</sup>

Kekhususan lain, Rasulullah adalah pemilik *al-Haudh* yang akan disinggahi oleh ummat manusia. At-Tirmidzi dan yang lainnya<sup>53</sup> meriwayatkan bahwa setiap Nabi memiliki *haudh* (telaga). Akan tetapi, kita mengetahui bahwa telaga beliau adalah yang paling besar dan paling banyak pengunjungnya.

Kekhususan lainnya, negeri tempat Rasulullah diutus menjadi Nabi adalah negeri yang paling mulia di muka bumi.<sup>54</sup> Setelah itu, barulah negeri tempat beliau berhijrah (yakni Madinah). Ini menurut pendapat mayoritas ulama. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa tempat beliau berhijrah adalah negeri terbaik. Hal ini seperti yang diriwayatkan dari Imam Malik bin Anas dan mayoritas sahabatnya. <sup>55</sup> [Al-Qadhi] <sup>56</sup> Iyadh as-Sabti <sup>57</sup> meriwayatkan hadits tersebut dari Amirul Mukminin 'Umar bin al-Khaththab . *Wallaahu a'lam* 

Telah dinukil pula adanya kesepakatan bahwa makam Rasulullah, tempat jasad beliau dibaringkan di situ, merupakan tempat yang paling mulia<sup>58</sup> di muka bumi. Tentang adanya ijma' dalam hal ini sudah lebih dulu dinyatakan oleh al-Qadhi Abul Walid al-Baji,<sup>59</sup> Ibnu Baththal,<sup>60</sup> dan ulama lainnya. Dasarnya adalah hadits yang menjelaskan bahwa ketika Rasulullah wafat, para Sahabat berbeda pendapat tentang di mana tempat beliau akan dimakamkan. Ada yang berpendapat: "Dimakamkan di pekuburan al-Baqi' saja." Ada yang mengusulkan: "Dimakamkan di Makkah." Ada juga yang berkata: "Dimakamkan di Baitul Maqdis saja." Akhirnya, Abu Bakar berseru: "Sesungguhnya Allah hanya mewafatkan beliau di tempat yang paling dicintainya." 61

Demikianlah yang disebutkan oleh 'Abdush Shamad bin 'Asakir<sup>62</sup> dalam kitabnya yang berjudul *Tuhfatuz Zaa-ir*. Namun, aku (Ibnu Katsir) belum pernah meneliti sanadnya.

Kekhususan Nabi lainnya adalah tidak adanya harta benda beliau yang diwarisi setelah wafatnya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Bakar dan Abu Hurairah , bahwasanya Rasulullah bersabda:

"Kami tidak mewariskan harta. Segala harta benda yang kami tinggalkan adalah sedekah."63

Hadits tersebut dikeluarkan dari dua jalur riwayat.

Akan tetapi, Imam at-Tirmidzi meriwayatkan dengan sanad jayyid meskipun bukan dalam kitab al-Jaami'-nya, dari Abu Bakar 🐉, bahwasanya Rasulullah 🎉 bersabda:

"Kami para Nabi, tidak mewariskan harta."64

Berdasarkan hal itu, [mereka]<sup>65</sup> para Nabi memiliki keistimewaan yang sama dalam perkara terakhir ini, yakni kekhususan yang tidak dimiliki oleh manusia selain pada Nabi.

#### Hati Rasulullah Tidak Pernah Tidur

Di antara keistimewaan yang sama-sama dimiliki oleh Rasulullah dan para Nabi lainnya adalah meskipun kedua mata beliau tertidur, namun hatinya tetap terjaga (tidak tidur). 66 Demikian pula Nabi-Nabi lainnya. 67

Tercantum dalam kitab *ash-Shahiih*,68 bahwasanya Rasulullah bersabda:

"Rapatkanlah shaff kalian. Sesungguhnya aku dapat melihat kalian dari belakang punggungku."

Banyak [dari para ulama]<sup>69</sup> yang menafsirkan hadits itu menurut makna lahiriahnya. *Wallaahu a'lam*.<sup>70</sup>

Sementara itu, Abu Nashar ash-Shabbagh<sup>71</sup> menjelaskan: "Nabi dapat melihat apa-apa yang ada di belakang badan beliau seperti melihat apa yang ada di hadapannya. Artinya, demikianlah penjagaan diri dan ketajaman panca indera Rasulullah."

Adapun dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la al-Mushili dalam *Musnad*-nya<sup>72</sup> dari Anas secara *marfu*', diterangkan bahwa Rasulullah se bersabda:

"Para Nabi tetap hidup di kuburan mereka sambil terus mengerjakan shalat."<sup>73</sup>

#### **BAGIAN KEDUA**

## [Kekhususan Rasulullah Yang Tidak Dimiliki Oleh Ummatnya, Namun Terkadang Sebagiannya Dimiliki Oleh Para Nabi Lainnya]

Inilah yang menjadi fokus utama dalam bagian (keempat) ini. Kami akan menyebutkannya secara berurutan sesuai dengan sistematika yang umum berlaku pada pembahasan fiqih, sebagai berikut ini:

#### A. Kitab Iman

Di antara kekhususan yang Rasulullah ma'shum (terpelihara) dalam setiap ucapan dan perbuatan. Beliau tidak mungkin sengaja berbuat kesalahan dan kekeliruan dalam menyampaikan risalah [maupun dalam perkara lainnya, terlebih lagi sampai menyetujuinya]. Seluruh sabda yang beliau ucapkan hanyalah wahyu yang telah diturunkan kepadanya.

Oleh karena itulah, mayoritas ulama mengatakan: "Rasulullah tidak perlu berijtihad karena beliau mampu menghadirkan nash."

Ulama yang lain berkomentar: "Bahkan, Rasulullah boleh berijtihad meskipun ijtihad beliau tidak mungkin salah."

Ulama yang lain berpendapat: "Beliau pasti tidak akan menyetujui suatu kesalahan."

Kesimpulan dari seluruh pendapat di atas adalah, Rasulullah orang yang [ma'shum],<sup>75</sup> tidak mungkin melakukan kesalahan. Berbeda halnya dengan ummat beliau. Hal itu pasti terjadi atas mereka jika dilihat dari kacamata secara perorangan. Adapun [jika]<sup>76</sup> kaum Muslimin ber-ijma' dalam satu pendapat, maka tidak mungkin mereka salah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.<sup>77</sup>

Di antara kekhususan yang Rasulullah miliki adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Abul 'Abbas bin al-Qash,<sup>78</sup> bahwasanya beliau dianugerahi ilmu yang setara dengan ilmu yang diberikan kepada seluruh ummat manusia.

Mengenai hal ini, al-Baihaqi berdalil dengan hadits Ibnu 'Umar , dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda:

"Tatkala aku sedang tidur, tiba-tiba diberikan kepadaku sebuah gelas yang berisi susu, lalu aku meminumnya sehingga aku dapat menyaksikan air mengalir pada jemariku. Kemudian, aku memberikan sisa minumanku itu kepada 'Umar bin al-Khaththab "." Para Sahabat bertanya: "Dengan apa engkau menakwilkan mimpimu itu, wahai Rasulullah?" Beliau pun menjawab: "Ilmu."

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim.79

Di antara kekhususan Nabi sa adalah dapat melihat apa yang tidak dapat dilihat orang lain di sekitarnya. Hal ini seperti yang disebutkan dalam kitab ash-Shahiih<sup>80</sup> dari 'Aisyah sa , bahwasanya Rasulullah sa bersabda kepadanya:

"Malaikat Jibril mengucapkan salam kepadamu." 'Aisyah pun menjawab: "Semoga keselamatan juga tercurahkan baginya, wahai Rasulullah. Engkau dapat melihat apa yang tidak bisa kami lihat."

Masih terdapat sebuah hadits dari 'Aisyah 🐉 , yakni tentang gerhana matahari yang tercantum dalam kitab ash-Shahiihain:<sup>81</sup>

"Demi Allah, seandainya kalian mengetahui apa yang kuketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis."

Al-Baihaqi berkata: "Al-Hakim mengabarkan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin 'Ali bin Duhaim mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ahmad bin Hazim al-Ghifari bercerita kepada kami, ia berkata, 'Ubaidillah bin Musa bercerita kepada kami, ia berkata, Isra-il mengabarkan kepada kami, dari Ibrahim bin Muhajir, dari Mujahid, dari Muwarriq, dari Abu Dzarr , ia berkata: "Rasulullah membaca firman Allah ::

"Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa, sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut?" (QS. Al-Insaan: 1)

hingga selesai. Kemudian, Nabi bersabda: "Sesungguhnya aku dapat melihat apa yang tidak dapat kamu lihat dan mendengar apa yang tidak dapat kamu dengar. Sungguh, langit itu bergemuruh dan memang wajar bila ia sampai bergemuruh. Tidak satu pun tempat di atas langit, walaupun hanya berjarak satu jari (sejengkal), melainkan pasti terdapat Malaikat yang meletakkan keningnya seraya bersujud kepada Allah Demi Allah, seandainya kamu mengetahui apa yang kuketahui, niscaya kamu akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Kamu juga tidak akan bersenang-senang dengan isteri-isterimu di atas ranjang. Bahkan kamu pasti akan pergi ke atas dataran-dataran tinggi seraya memohon kepada-Nya. Demi Allah, aku lebih suka menjadi sebatang pohon yang tumbang." Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah.<sup>82</sup>

Al-Baihaqi<sup>83</sup> berkomentar: "Sesungguhnya ungkapan 'sebatang pohon yang tumbang' hanyalah tambahan dari Abu Dzarr. *Wallaahu a'lam*."

Di antara kekhususan Rasulullah adalah Allah memerintahkan beliau untuk lebih memilih kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. <sup>84</sup> Diharamkan juga bagi beliau untuk mengarahkan pandangan (condong) kepada segala kenikmatan yang diberikan kepada orangorang glamor dari kalangan pecinta dunia. Dalil hal tersebut sangat jelas sebagaimana tercantum dalam al-Qur-an. <sup>85</sup>

Di antara kekhususan Nabi lainnya adalah tidak boleh mempelajari sya'ir.

Allah Derfirman:

"Dan Kami tidak mengajarkan sya'ir kepadanya (Muhammad) dan bersya'ir itu tidaklah layak baginya ...." (QS. Yasin: 69)

Terdapat sebuah hadits dari 'Abdullah bin 'Umar 👛, ia berkata: "Aku mendengar Rasulullah 🍇 bersabda:

'Aku akan termasuk orang yang tidak peduli atas perbuatannya, (jika) aku meminum segelas obat penawar racun atau aku mengenakan tamimah (jimat) atau aku melantunkan sya'ir yang kubuat-buat sendiri." Hadits tersebut diriwayatkan oleh Abu Dawud.<sup>86</sup>

Oleh sebab itu, rekan-rekan kami berpendapat: "Sesungguhnya haram bagi Nabi untuk mempelajari sya'ir."

Termasuk pula kekhususan Nabi ﷺ ialah tidak dapat menulis. Para ulama menyatakan bahwa hal itu (menulis) diharamkan atas beliau, berdasarkan firman Allah 👺:

# ﴿ الَّذِينَ يَتَبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأَمِنَ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَدِةِ وَالْإِنجِيلِ .... ﴿ اللَّهِ اللَّهُ مَا لَكُورُ اللَّهُ التَّوْرَدِيةِ وَالْإِنجِيلِ .... ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْإِنجِيلِ .... ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْإِنجِيلِ .... ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

"(Yaitu) orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka ...." (QS. Al-A'raaf: 157)

"Dan kamu tidak pernah membaca sebelumnya (al-Qur-an) sesuatu Kitab pun dan kamu tidak (pernah) menulis suatu Kitab dengan tangan kananmu; andaikata (kamu pernah membaca dan menulis), benar-benar ragulah orang yang mengingkari(mu)." (QS. Al-'Ankabuut: 48)

Sebagian ulama mengatakan bahwa Nabi sempat belajar menulis sebelum wafat. Namun, pendapat ini tidak memiliki dalil (yang kuat) dan tidak dapat diterima. Yang ada hanyalah sebuah atsar yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi<sup>87</sup> dari hadits Abu 'Aqil Yahya bin al-Mutawakkil, dari Mujalid, dari 'Aun bin 'Abdullah, dari ayahnya, ia berkata: "Tidaklah Rasulullah se wafat, melainkan beliau sudah dapat menulis dan membaca."

Mujalid berkata: "Aku telah menanyakan hadits itu kepada asy-Sya'bi, lalu beliau menjawab: 'Hal itu memang benar. Sesungguhnya aku mendengar rekan-rekan kami menyebutkan seperti itu."

Akan tetapi, Yahya ini lemah dan Mujalid pun banyak dikomentari.

Demikian pulalah yang dinyatakan oleh sebagian ulama Maghribi (Maroko),88 bahwasanya Nabi menulis langsung isi Perjanjian Hudaibiyah. Namun, pendapat itu ditentang keras oleh para ulama lainnya. Bahkan, melalui mimbar-mimbarnya, mereka berlepas diri dari orang yang mengucapkan hal seperti itu. Mereka pun telah membuat bait-bait sya'ir bantahannya.

Para ulama tersebut teperdaya oleh sebagian hadits [yang diriwayatkan oleh]<sup>89</sup> al-Bukhari:<sup>90</sup> "Rasulullah mengambil surat perjanjian itu, lalu beliau menulis: 'Inilah keputusan yang ditetapkan oleh Muhammad bin 'Abdullah.'"<sup>91</sup>

Sudah dimaklumi bersama bahwa nash yang sifatnya terbatas lebih didahulukan atas nash yang sifatnya mutlak. Sementara, dalam riwayat yang lain<sup>92</sup> disebutkan: "Nabi memerintahkan 'Ali untuk menulis: 'Ini adalah keputusan yang ditetapkan oleh Muhammad bin 'Abdullah."

Di antara kekhususan Nabi ialah berdusta atas nama beliau tidak sama dengan berdusta atas nama yang lainnya. Banyak sekali hadits mutawatir yang menjelaskan bahwasanya siapa yang berdusta atas nama beliau berarti ia telah menyiapkan tempatnya dalam Neraka. Hadits tersebut diriwayatkan oleh lebih dari delapan puluh Sahabat. Hadits ini terdapat dalam kitab ash-Shahiihain dari riwayat 'Ali,93 Anas,94 Abu Hurairah,95 dan al-Mughirah bin Syu'bah 66 .....

Dalam *Shahiihul Bukhari*<sup>97</sup> diriwayatkan sebuah hadits dari az-Zubair bin al-Awwam dan Salamah bin al-Akwa'<sup>98</sup> serta 'Abdullah bin 'Amr<sup>99</sup> , dengan lafazh:

"Sampaikanlah dariku meskipun hanya satu ayat. Ceritakanlah tentang kehidupan Bani Isra-il (dahulu), hal itu tidak masalah. Namun, barang siapa berdusta atas namaku secara sengaja hendaklah siap-siap menempati tempat duduknya di Neraka."

Dalam kitab *Musnad Ahmad* riwayat itu disebutkan dari 'Utsman,<sup>100</sup> Ibnu 'Umar,<sup>101</sup> Abu Sa'id,<sup>102</sup> Watsilah bin al-Asqa',<sup>103</sup> dan Zaid bin Arqam<sup>104</sup> . Sementara dalam riwayat at-Tirmidzi<sup>105</sup> disebutkan dari Ibnu Mas'ud . Diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah dari Jabir<sup>106</sup> dan Abu Qatadah<sup>107</sup> .

Sejumlah huffazh (para ulama penghafal hadits) telah menyusun kitab tersendiri dalam masalah ini, seperti Ibrahim al-Harbi, Yahya bin Sha'id, ath-Thabrani, 108 al-Bazzar, Ibnu Mandah, dan para ulama Salaf lainnya dari kalangan mutaqaddimin (yang terdahulu). Demikian pula Ibnul Jauzi serta Yusuf bin Khalil dari kalangan ulama Muta-akhkhirin (yang belakangan). Sementara itu, Ibnush Shalah, an-Nawawi, dan para ahli hadits lainnya telah menegaskan ke-mutawatir-an hadits ini. Pendapat itulah yang benar.

Oleh sebab itulah, para ulama sepakat atas kafirnya orang yang sengaja berdusta atas nama Nabi dan menghalalkan perbuatan dusta tersebut. Akan tetapi, mereka masih berbeda pendapat tentang orang yang sengaja melakukannya (namun tidak menganggap hal itu diperbolehkan). Syaikh Abu Muhammad menyatakan: "Ia juga kafir." Namun, pendapatnya itu ditentang oleh jumhur ulama.<sup>109</sup>

Para ulama juga berbeda pendapat mengenai apakah riwayat hadits orang yang berdusta atas nama Rasulullah itu diterima apabila ia telah bertaubat? Ada dua pendapat dalam hal ini.

Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in, dan Abu Bakar al-Humaidi menyatakan: "Riwayatnya tidak bisa diterima, berdasarkan sabda Nabi ::

'Berdusta atas namaku tidaklah sama dengan berdusta atas nama seseorang. Barang siapa yang berdusta atas namaku maka hendaklah ia siap-siap menempati tempat duduknya di Neraka.'"

110

Lebih lanjut, mereka menjelaskan: "Sudah dimaklumi bahwa orang yang berdusta atas nama selain Rasulullah ﷺ saja berarti ia telah berbuat dosa dan kefasikan. Bagaimana pula dengan orang yang berdusta<sup>111</sup> atas nama beliau? Orang yang bertaubat dari perbuatan dusta

atas nama orang lain masih bisa diterima riwayatnya, berdasarkan ijma' ulama. Namun, orang yang berdusta atas nama Nabi sudah selayaknya tidak dapat diterima riwayatnya. Hal itu untuk membedakan antara orang yang pernah berdusta atas nama Nabi dengan orang yang berdusta atas nama selain Nabi."

Adapun jumhur ulama berpendapat: "Riwayatnya dapat diterima. Pada dasarnya, orang yang melakukan perbuatan itu telah kufur, sedangkan riwayat orang kafir dapat diterima apabila ia telah bertaubat dari kekufurannya. Itulah pendapat yang benar." 112

Di antara kekhususan Rasulullah ﷺ, bahwasanya siapa saja melihat Nabi di dalam mimpi berarti ia benar-benar telah melihat beliau, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits:

"Sesungguhnya syaitan tidak bisa menyerupai diriku." 113

Hal itu dengan syarat seseorang melihat Nabi sesuai dengan rupa beliau ketika masih hidup di dunia, sebagaimana disebutkan dalam riwayat an-Nasa-i dari Ibnu 'Abbas 🚁 .114

Para ulama sepakat bahwa hadits yang diriwayatkan seseorang dari Nabi melalui mimpi tidak bisa diamalkan. Sebab, ketepatan ingatan terhadap (apa yang dilihat atau didengar melalui) mimpi itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, karena mimpi terjadi pada saat roh seseorang dalam keadaan lemah dan kehilangan kemampuan untuk mengingat secara tepat. Wallaahu a'lam.

Di antara kekhususan Nabi adalah yang disebutkan oleh al-Hafizh Abu Bakar al-Baihaqi dalam as-Sunanul Kabiir<sup>115</sup> dari Abul 'Abbas bin al-Qash, yaitu berkenaan dengan firman Allah:

"... Jika kamu mempersekutukan (Allah), niscaya akan hapuslah amalmu ...." (QS. Az-Zumar: 65)

Abul 'Abbas mengatakan: "Hal itu tidak berlaku bagi selain beliau, kecuali apabila orang tersebut mati dalam keadaan musyrik, berdasarkan firman-Nya:

"... Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalnya ...." (QS. Al-Baqarah: 217)

Al-Baihaqi menegaskan: "Demikianlah yang dikatakan Abul 'Abbas. Para ulama lainnya berpendapat bahwa redaksi ayat ini tidak ditujukan kepada Nabi ﷺ. Hanya saja, nash-nash yang mutlaq (umum) harus dipahami dalam konteks nash-nash yang muqayyad (khusus). Selesai sampai di sini ucapannya."

Aku (Ibnu Katsir) berkomentar: "Pembahasan masalah ini tidak perlu dijabarkan di sini karena tidak memberikan faedah. Kalaulah bukan untuk menepis pemahaman bahwa jika seseorang melakukan dosa syirik maka seluruh pahala amalnya akan gugur seketika itu pula (meskipun ia belum meninggal), seperti halnya yang berlaku pada diri Rasulullah, tentulah hal seperti ini tidak layak untuk [kita sebutkan<sup>116</sup>]. Kalau bukan karena alasan di atas, tentu hal-hal semacam ini tidak selayaknya dibahas. *Wallaahu a'lam*."

Di antara kekhususan lain Rasulullah adalah beliau tidak memiliki sifat *khaa-inatul a'yun* (pandangan curang). Beliau tidak pernah berisyarat dengan lirikan mata untuk menunjukkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang terlahir dari ucapannya. Perbuatan itu sendiri bisa dikategorikan sebagai sindirian. Hal ini dibuktikan melalui kisah 'Abdullah bin Sa'ad bin Abi as-Sarh yang beliau halalkan darahnya pada Penaklukan kota Makkah, dan laki-laki itu memang termasuk salah seorang yang dihalalkan darahnya ketika itu.

Ketika Abdullah bin Sa'ad dibawa oleh Utsman bin Affan—yang merupakan saudara sepersusuannya—menemui beliau, 'Utsman bin Affan berkata: "Wahai Rasulullah, bai'atlah orang ini." Rasulullah diam sejenak menanti kalau ada orang lain yang datang lalu membunuh laki-laki itu. Karena tidak ada, beliau pun membai'atnya.

Setelah itu, beliau berkata kepada para Sahabat: "Tidakkah ada di antara kalian seorang laki-laki cerdas yang segera menghampiri orang tersebut saat melihatku menahan tanganku, lalu dia membunuhnya?" Para Sahabat menjawab: "Wahai Rasulullah, mengapa engkau tidak memberi isyarat dengan kedipan mata kepada kami?" Beliau sebersabda:

"Tidak pantas bagi seorang Nabi memiliki *khaa-inatul a'yun* (pandangan curang) seperti itu."<sup>117</sup>

#### B. Kitab Thaharah (Bersuci)

Di antara kekhususan Rasulullah , pada awalnya beliau diperintahkan berwudhu' setiap akan shalat. Karena hal itu terasa sangat berat, maka beliau diperintahkan untuk bersiwak saja. Dasarnya adalah riwayat 'Abdullah bin Hanzhalah bin Abi 'Amir, bahwasanya Rasulullah diperintahkan berwudhu' setiap kali hendak shalat, baik masih dalam keadaan berwudhu' maupun sudah batal wudhu'nya. Tatkala kewajiban itu terasa berat baginya maka beliau hanya diperintahkan bersiwak setiap kali hendak shalat."118

Secara zhahir, hadits ini menunjukkan bahwa beliau diwajibkan bersiwak. Demikianlah yang benar menurut sebagian rekan kami, dan itu pendapat Abu Zakaria an-Nawawi. Pendapat ini dinilai kuat oleh Syaikh Abu 'Amr bin ash-Shalah. Hadits ini dikuatkan lagi oleh riwayat Imam Ahmad dari Ibnu 'Abbas , bahwa Nabi bersabda:

"Aku senantiasa diperintahkan untuk bersiwak, sampai-sampai aku menyangka akan ada ayat al-Qur-an atau wahyu yang diturunkan kepadaku berkaitan dengannya." 119

Diriwayatkan dari Ummu Salamah 🐞 , ia berkata bahwa Rasulullah 🛎 bersabda:

"Jibril terus berwasiat kepadaku untuk bersiwak sehingga aku mengkhawatirkan gigi gerahamku."

Diriwayatkan juga oleh al-Baihaqi. 120 Al-Bukhari berkata: "Hadits ini hasan." 121

'Abdullah bin Wahb berkata; Yahya bin 'Abdullah bin Salim telah mengabarkan kepada kami; dari 'Amr, budak yang dibebaskan oleh al-Muththalib; dari al-Muththalib bin 'Abdullah, dari 'Aisyah bersabda:

"Aku terus bersiwak, sampai-sampai aku khawatir kebiasaan ini akan merusak gigiku."

Hadits itu diriwayatkan oleh al-Baihaqi, 122 namun sanadnya terputus antara al-Muththalib dengan 'Aisyah 👺 .

Namun demikian, pendapat wajibnya Rasulullah untuk bersiwak di atas bisa jadi tidak sepenuhnya benar. Sebab, ada riwayat lain dari Ahmad, dari Watsilah bin al-Asqa' , ia berkata bahwa Rasulullah bersabda:

"Aku diperintahkan untuk bersiwak sehingga aku khawatir kalau hal itu diwajibkan atas diriku." 123

Oleh sebab itulah, sebagian rekan kami mengatakan bahwa bersiwak tidaklah diwajibkan bagi beliau, namun hanya *mustahab* (dianjurkan).

Kekhususan lain, wudhu' Rasulullah ﷺ tidak batal karena tertidur. Dalilnya adalah hadits Ibnu 'Abbas ﷺ yang terdapat dalam kitab *ash-Shahiihain*:124

"Rasulullah ﷺ pernah tertidur sehingga terdengar dengkurannya. Tidak lama kemudian, datanglah muadzin mengumandangkan adzan, lalu beliau pun shalat tanpa berwudhu' kembali."

Dalil lainnya disebutkan dalam hadits 'Aisyah 💩 , dia pernah bertanya kepada Rasulullah 🕸: "Wahai Rasulullah, mengapa engkau tidur sebelum mengerjakan shalat Witir?" Beliau 🞉 menjawab:

"Hai 'Aisyah, kedua mataku memang tertidur, tetapi hatiku tidak."

Hadits tersebut diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim. 125

Para ulama berbeda pendapat mengenai apakah wudhu' beliau batal karena bersentuhan dengan wanita? Ada dua pendapat. Yang paling masyhur adalah wudhu' beliau batal karena bersentuhan dengan wanita.

Adapun mereka yang berpendapat bahwa wudhu' beliau tidak batal karena bersentuhan dengan wanita berdalil dengan hadits 'Aisyah dalam Shahiih Muslim, bahwasanya dia pernah mencaricari Rasulullah dalam masjid. Kemudian, tangan 'Aisyah pun menyentuh Rasulullah yang ketika itu sedang sujud, sementara beliau membaca: "Ya Allah, aku memohon perlindungan dengan keridhaan-Mu dari kemurkaan-Mu, dengan penyelamatan-Mu dari siksa-Mu, dan kepada-Mu dari diri-Mu. Aku tidak sanggup menghitung pujian dan sanjungan atas diri-Mu sebagaimana Engkau memuji diri-Mu sendiri." Diriwayatkan juga melalui beberapa jalur bahwa Rasulullah pernah mencium isterinya, kemudian shalat tanpa kembali berwudhu'. 127

Kelihatannya, orang yang berpegang pada pendapat pertama beranggapan hal itu merupakan kekhususan bagi Rasulullah ﷺ. Akan tetapi, pihak lain tidak bisa menerima argumen tersebut, mereka menyatakan: "Pada asalnya, sebuah hukum tidak mengandung pengkhususan, kecuali ada dalil yang menunjukkannya."

#### Masalah: 128 Apakah Rasulullah mengalami mimpi Basah

Ada dua pendapat dalam hal ini. Imam an-Nawawi membenarkan pendapat yang menyatakan bahwa itu tidak terjadi pada Rasulullah ﷺ. Namun, pendapatnya ini tidak sepenuhnya benar. Sebab, di dalam hadits 'Aisyah ﷺ, dalam kitab ash-Shahiihain, 129 disebutkan:

"Pada suatu pagi Rasulullah ﷺ bangun dalam keadaan junub yang bukan dikarenakan mimpi basah, 130 kemudian mandi dan melanjutkan puasanya."

Yang lebih tepat dalam perincian masalah ini ialah jika yang dimaksudkan dengan mimpi basah adalah keluarnya mani dari tubuh, maka tidak ada masalah. Akan tetapi, jika yang dimaksud adalah karena godaan syaitan terhadap diri Nabi, maka sesungguhnya beliau terpelihara dari hal itu. Oleh sebab itu, tidak mungkin beliau terkena penyakit gila. Namun, mungkin saja beliau pingsan. Bahkan, beliau pernah pingsan sebagaimana disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh 'Aisyah adalam kitab ash-Shahiih, disebutkan dalam hadits itu:

"Beliau mandi setelah siuman dari pingsan dan kejadian seperti ini tidak hanya terjadi sekali." Hadits ini masyhur.

Keistimewaan Rasulullah lainnya disebutkan oleh Abul 'Abbas bin al-Qash, yaitu beliau tidak diharamkan berdiam dalam masjid dalam kondisi junub. Mereka beralasan dengan hadits yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi<sup>132</sup> dari Salim bin Abi Hafshah, dari 'Athiyyah, dari Abu Sa'id, ia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

"Hai 'Ali! Tidak halal bagi seorang pun yang junub (berada) di dalam masjid ini, kecuali aku dan kamu."

At-Tirmidzi menilai: "Hadits ini hasan gharib. Kami hanya mengetahuinya melalui jalur riwayat ini. Al-Bukhari pernah mendengar hadits ini dariku." <sup>133</sup>

Aku (Ibnu Katsir) berkomentar: "Athiyyah adalah perawi lemah. Al-Baihaqi menegaskan: 'Ia tidak bisa dijadikan sebagai hujjah.' Demikian pula orang yang meriwayatkan darinya, yang juga lemah. Dhirar bin Shurad mengartikan hadits itu sebagai larangan istithraaq (melintas dalam keadaan junub). Demikian diriwayatkan at-Tirmidzi dari gurunya, 'Ali bin Mundzir ath-Thariqiy. Hal itu masih sulit dipahami, sebab istithraaq ini boleh dilakukan oleh setiap Muslim. Tidak ada pengkhususan dalam hal ini, kecuali apabila dikatakan bahwa istithraaq di Masjid Nabawi tidak dibolehkan, kecuali bagi mereka berdua. Oleh sebab itu, Rasulullah bersabda: 'Tidak halal bagi seorang pun yang junub (berada) dalam masjid ini, kecuali aku dan kamu.' Wallaahu a'lam."

Mahduj adz-Dzhuhali meriwayatkan dari Jasrah binti Dajajah, dari Ummu Salamah , ia bercerita bahwa Nabi pernah [masuk]<sup>134</sup> ke ruangan masjid ini dan bersabda: "Ingatlah, siapa pun yang junub tidak boleh masuk masjid ini, demikian juga wanita haidh; kecuali Rasulullah , 'Ali, Fathimah, al-Hasan, dan al-Husain. Ingatlah, aku menjelaskan nama-nama tersebut kepada kalian supaya kalian tidak tersesat!" Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan al-Baihaqi. Redaksi ini adalah lafazhnya (al-Baihaqi). <sup>135</sup>

Al-Bukhari menjelaskan: "Riwayat Mahdudz dari Jasrah masih perlu diteliti lagi."

Kemudian, al-Baihaqi<sup>136</sup> meriwayatkan dari jalur lain, dari Isma'il bin 'Umayyah, dari Jasrah, dari Ummu Salamah secara marfu' dengan lafazh yang sama dengan hadits di atas.

Meskipun demikian, tidak ada satu pun riwayat tersebut yang benar.<sup>137</sup> Oleh karena itu, al-Qaffal dari kalangan sahabat kami mengatakan: "Sesungguhnya hal itu tidak termasuk kekhususan beliau ﷺ."

Imam al-Haramain menyalahkan pendapat al-'Abbas bin al-Qash dalam masalah ini. *Wallaahu a'lam*.

Contoh lain dari kekhususan Nabi ﷺ adalah rambut beliau tetap suci, sebagaimana diriwayatkan secara shahih dalam kitab *Shahiih Muslim*<sup>138</sup> dari Anas ﷺ, ia bercerita:

"Setelah mencukur rambutnya pada waktu haji, Rasulullah umerintahkan Abu Thalhah untuk membagi-bagikan rambut beliau kepada kaum Muslimin."

Hal ini dapat kita golongkan sebagai kekhususan Nabi kalau saja kita menganggap rambut manusia selain beliau 💥 yang sudah terpisah dari tubuhnya saat masih hidup adalah najis. Itu merupakan salah satu dari dua pendapat.

Adapun hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Adiy<sup>139</sup> melalui Ibnu Abi Fudaik, dari Buraih bin 'Umar bin Safinah, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa ia bercerita: "Rasulullah ﷺ berbekam, kemudian berkata kepadaku:

'Ambil darahku ini dan kuburlah ia di dalam tanah agar tidak diganggu oleh binatang dan burung." Dalam riwayat lain: "... oleh manusia dan binatang."

Ibnu Abi Fudaik ragu mana di antara dua kalimat itu yang benar. Ia melanjutkan: "Setelah itu, aku mencari tempat sembunyi dan meminumnya. Tatkala, beliau bertanya kepadaku, aku memberitahukan kepadanya bahwa aku telah meminumnya; namun beliau hanya tertawa."

Hadits ini lemah dikarenakan Buraih ini, nama aslinya adalah Ibrahim, seorang perawi yang sangat dha'if.

Al-Baihaqi<sup>140</sup> meriwayatkannya melalui jalur lain, ia berkata; Abul Hasan bin 'Abdan mengabarkan kepada kami, ia berkata; Ahmad bin 'Ubaid telah mengabarkan kepada kami, ia berkata; Muhammad bin Ghalib mengabarkan kepada kami, ia berkata; Musa bin Isma'il (Abu Salamah) menceritakan sebuah riwayat kepada kami, ia berkata; Hunaid bin Qasim menceritakan sebuah riwayat kepada kami, ia berkata; aku pernah mendengar Amir bin 'Abdullah bin az-Zubair menceritakan dari ayahnya, ia berkata bahwa Rasulullah pernah berbekam dan memberikan darahnya kepadaku seraya bersabda: "Pergi dan kuburlah darah ini sehingga tidak diganggu oleh binatang buas, anjing, atau manusia."

Sesudah itu, aku mencari tempat sembunyi dan meminum darah tersebut. Kemudian, aku kembali menemui beliau dan ditanya: "Apa yang telah kamu lakukan?" Aku menjawab: "Aku mengerjakan apa yang engkau perintahkan." Nabi ﷺ berkata: "Menurutku, engkau telah meminumnya?" Aku menjawab: "Ya." Beliau ﷺ bersabda: "Apa yang bisa dilakukan ummatku terhadapmu?"

Akan tetapi, sanad hadits al-Baihaqi ini juga lemah karena terdapat perawi yang bernama Hunaid bin al-Qasim al-Asadi al-Kufi. Ia seorang perawi yang berstatus *matrukul hadits*. Bahkan, Yahya bin Ma'in menegaskan bahwa Hunaid adalah pendusta.

Akan tetapi, al-Baihaqi menambahkan: "Hadits ini juga diriwayatkan melalui beberapa jalur lainnya, yaitu dari Asma binti Abu Bakar dan Salman al-Farisi, yang berkaitan dengan kisah Ibnu az-Zubair yang meminum darah Rasulullah ...". "141

Aku (Ibnu Katsir) menegaskan: "Oleh sebab itu, sebagian dari rekan-rekan kami berpendapat bahwa setiap materi (zat) yang keluar dari tubuh Rasulullah, hingga air seni dan kotoran, adalah suci, sungguh menakjubkan."

[Dalam hal ini]<sup>142</sup> mereka berdalil dengan riwayat al-Baihaqi dari Abu Nashr bin Qatadah, ia berkata; Abul Hasan Muhammad bin Ahmad bin Hamid al-Aththar telah menceritakan kepada kami, ia berkata; Ahmad bin al-Hasan bin 'Abdul Jabbar menceritakan sebuah riwayat kepada kami, ia berkata; Yahya bin Ma'in menyampaikan riwayat kepada kami, ia berkata; Hajjaj menceritakan sebuah riwayat kepada kami dari Ibnu Juraij, ia berkata; Hakimah binti Umaimah mengabarkan kepadaku dari Umaimah; ibunya menceritakan bahwasanya Rasulullah 🐲 pernah buang air kecil pada sebuah bejana dari 'Idan. Kemudian, bejana itu diletakkan di bawah tempat tidur beliau. [Setelah itu, beliau buang air di situ dan meletakkannya kembali di bawah tempat tidurnya]. 143 Tatkala Nabi hendak mengambil bejana tersebut untuk menggunakannya lagi, ternyata bejana itu sudah tidak ada isinya. Beliau bertanya kepada seorang wanita bernama Barakah yang pernah menjadi pelayan Ummu Habibah, yaitu orang yang berhijrah bersama Ummu Habibah dari negeri Habasyah: "Di manakah air seni yang tadi ada di dalam bejana ini?" Wanita itu menjawab: "Aku telah meminumnya, wahai Rasulullah." Demikianlah al-Baihagi meriwayatkannya.

Akan tetapi, sanad hadits itu tidak dikenal. Diriwayatkan juga oleh Abu Dawud dan an-Nasa-i dari hadits Hajjaj bin Muhammad al-A'war, dari Ibnu Juraij. Namun, tidak ada kisah Barakah dalam riwayat tersebut.<sup>144</sup>

#### C. Kitab Shalat

Di antara kekhususan Rasulullah ﷺ yang lain adalah terkait dengan shalat Dhuha dan shalat Witir, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Musnad*-nya dan al-Baihaqi dari hadits Abu Janab al-Kalabi—yang nama aslinya adalah Yahya bin Abu Hayyah—dari 'Ikrimah, dari Ibnu 'Abbas ﷺ, dari Nabi ﷺ, bahwasanya Nabi bersabda:

"Ada tiga jenis ibadah yang diwajibkan kepadaku, namun disunnahkan kepada kalian: menyembelih hewan kurban, shalat Witir, dan dua rakaat shalat Dhuha." 145

Jumhur sahabat-sahabat kami (ulama) berpatokan pada hadits ini sehingga mereka berpendapat bahwa ketiga jenis ibadah itu wajib (bagi beliau).

Syaikh Taqiyyuddin Ibnush Shalah A mengatakan: "Sahabat-sahabat kami dari kalangan ulama madzhab asy-Syafi'i tidak sepenuhnya sepakat dalam menetapkan kewajiban bersiwak atas Rasulullah a, tetapi mereka memastikan wajibnya shalat Dhuha, menyembelih kurban, dan shalat Witir bagi beliau."

Padahal, Ibnush Shalah mendha'ifkan hadits yang menjadi sandarannya, seperti yang kami sebutkan sebelumnya. Andaikata para ulama itu merivisi pendapat mereka, yakni memastikan wajibnya bersiwak atas beliau dan meragukan kewajiban pelaksanaan tiga jenis ibadah tersebut bagi beliau, tentu hal itu lebih mendekati kebenaran. Dengan demikian, sandaran keragu-raguan mereka adalah kelemahan hadits tersebut karena [kedha'ifan]<sup>146</sup> seorang perawi bernama Abu Janab al-Kalabi, meskipun kedha'ifannya masih diperdebatkan di kalangan ahli hadits. Sebagian ulama menganggapnya sebagai perawi tsiqah, wallaahu a'lam.

Aku (Ibnu Katsir) berkomentar: "Jumhur ulama jarh wat ta'dil (penilai kredibilitas perawi hadits) sepakat atas kedha'ifannya."

Abu Zakariya an-Nawawi menyebutkan pula keragu-raguan sebagian sahabat kami—ulama madzhab asy-Syafi'i—berkaitan dengan wajib atau tidaknya ketiga jenis ibadah ini atas Rasulullah . Sebagian mereka beranggapan bahwa hukumnya mustahab (sunnah) bagi Rasulullah . Pendapat ini lebih tepat apabila ditinjau dari beberapa sisi:

Pertama, sandaran dalam masalah ini adalah hadits di atas, sedangkan para pembaca tentu sudah mengetahui kedha'ifannya. Ada riwayat dari jalur riwayat lain dalam hadits Mandal bin 'Ali al'Unazi,<sup>147</sup> namun perawi ini (Mandal) lebih buruk kondisinya daripada Abu Janab.

Kedua, disebutkan dalam kitab ash-Shahiihain<sup>148</sup> dari Ibnu 'Umar , bahwasanya Rasulullah melakukan shalat Witir di atas kendaraannya.

Demikianlah bantahan kami terhadap madzhab Hanafi yang mengatakan bahwa shalat Witir tidaklah wajib atas beliau. Menurut mereka, jika hal itu wajib, tentu beliau tidak akan mengerjakannya di atas kendaraannya. Hal itu menunjukkan bahwa shalat Witir hukumnya sunnah. Wallaahu a'lam.

Mengenai shalat Dhuha, terdapat riwayat dari 'Aisyah dalam kitab ash-Shahiih, 149 bahwasanya Rasulullah melakukan shalat Dhuha hanya pada saat beliau pulang dari bepergian. Kalau shalat Dhuha hukumnya wajib bagi Nabi, maka [riwayat] 150 yang menceritakan bahwa beliau melakukannya secara rutin seharusnya lebih masyhur daripada riwayat ini.

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Rasulullah pernah melakukan shalat Dhuha dua rakaat dan terkadang menambahnya semampu beliau. Jadi, yang dimaksudkan ialah Nabi biasa melaksanakan shalat tersebut, demikian pula tatkala beliau baru pulang dari safar, untuk menggabungkan antara dua hadits tadi. Wallaahu a'lam.

#### 1. Kewajiban shalat Tahajjud atas Rasulllah 🕮

Adapun shalat malam, yaitu shalat Tahajjud, ia [berlainan]<sup>152</sup> dengan shalat Witir. Ini menurut pendapat yang benar, berdasarkan riwayat Imam Ahmad dan [an-Nasa-i]<sup>153</sup> dari Ibnu 'Umar , bahwasanya Rasululah ﷺ bersabda:

"Shalat Witir adalah satu rakaat yang dilakukan di akhir malam."

Sanad hadits hadits tersebut jayyid (bagus). 154

"Dan pada sebagian malam hari shalat Tahajjudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji." (QS. Al-Israa': 79)

'Athiyyah bin Sa'id al-Aufa meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas tentang makna firman Allah : "... sebagai suatu ibadah tambahan bagimu ..." yakni untuk Nabi [secara khusus]. 156 Rasulullah diperintahkan untuk melaksanakan shalat malam, lalu shalat itu diwajibkan atas beliau." 157

'Urwah meriwayatkan dari 'Aisyah , bahwa apabila Rasulullah mengerjakan shalat, beliau berdiri sangat lama hingga [kedua kakinya]<sup>158</sup> membengkak. 'Aisyah bertanya: "Wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan ini; padahal Allah telah mengampuni semua dosa-dosamu, baik yang dahulu maupun yang akan datang?" Rasulullah menjawab:

"Hai 'Aisyah, bukankah sepantasnya aku menjadi seorang hamba yang bersyukur?"

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim<sup>159</sup> dari Harun bin Ma'ruf, dari 'Abdullah bin Wahab, dari Abu Shakhr, dari Ibnu Qasith, dari 'Urwah.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim<sup>160</sup> dari jalur riwayat lain, dari al-Mughirah bin Syu'bah 😅 .

Sementara, diriwayatkan oleh al-Baihaqi<sup>161</sup> dari hadits Musa bin 'Abdurrahman ash-Shan'ani, dari Hisyam bin 'Urwah, dari ayahnya, dari 'Aisyah 😅 , ia menceritakan bahwasanya Rasulullah 🚝 pernah bersabda:

"Ada tiga ibadah yang diwajibkan atas diriku, namun disunnahkan bagi kalian: shalat Witir, bersiwak, dan *qiyamul lail* (shalat malam)."

Kemudian, al-Baihaqi berkomentar: "Musa bin 'Abdurrahman lemah sekali, bahkan tidak ada satu pun sanad yang shahih dalam masalah ini. Wallaahu a'lam."

Sementara itu, Syaikh Abu Hamid<sup>162</sup> the menceritakan dari Imam Abu 'Abdullah asy-Syafi'i the bahwa hukum (wajib) shalat malam itu telah di-mansukh-kan bagi Rasulullah the, sebagaimana juga bagi ummat Islam, walaupun pada awal Islam hukumnya adalah wajib bagi seluruh ummat.

Syaikh Abu 'Amr Ibnush Shalah menegaskan: "Itulah pendapat yang benar berdasarkan hadits-hadits yang ada, di antaranya hadits Sa'ad bin Hisyam yang diriwayatkan dari 'Aisyah . Hadits ini sudah ma'ruf (dikenal luas) terdapat di dalam kitab ash-Shahiih. Demikianlah yang dikatakan oleh Abu Zakariya an-Nawawi ...

Aku (Ibnu Katsir) berkomentar, hadits yang beliau isyaratkan tersebut diriwayatkan oleh Muslim<sup>163</sup> dari hadits Hisyam bin Saʻad, bahwasanya ia pernah menemui 'Aisyah [Ummul Mukminin]<sup>164</sup> dan berkata: "Wahai Ummul Mukminin, ceritakanlah kepadaku tentang shalat malam Rasulullah ..." 'Aisyah berkata: "Tidakkah kamu pernah membaca firman Allah ...":



'Wahai orang yang berselimut.' (QS. Al-Muzzammil: 1)"

Aku menjawab: "Ya, pernah." 'Aisyah melanjutkan: "Dahulu, Allah mewajibkan shalat malam berdasarkan bagian awal surat ini. Maka dari itu, Rasulullah dan para Sahabatnya melaksanakan shalat tersebut selama satu tahun, sampai-sampai kaki mereka bengkak. Allah masih menahan bagian akhir surat ini selama dua belas bulan di langit. Setelah Allah menurunkan keringanan pada bagian akhir surat tersebut, sejak saat itulah shalat malam menjadi shalat sunnah setelah sebelumnya ia adalah shalat fardhu."

Imam asy-Syafi'i mengisyaratkan penggunaan hadits ini sebagai dalil yang membuktikan bahwa kewajiban melaksakanan shalat Tahajjud tersebut telah dihapuskan. Selain berdasarkan hadits tersebut, juga berdasarkan firman Allah

"Dan pada sebagian malam lakukanlah shalat Tahajjud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu ...." (QS. Al-Israa': 79)

Imam asy-Syafi'i berkata: "Allah memberitahukan bahwa shalat malam adalah ibadah *nafilah* (sunnah), bukan wajib. Wallaahu a'lam."

#### 2. Shalat sunnah dua rakaat setelah shalat Ashar

Suatu ketika, Rasulullah tidak sempat melaksanakan shalat sunnah dua rakaat sesudah Zhuhur, maka beliau melaksanakannya sesudah Ashar dan menetapkan kedua rakaat tersebut sesudah Ashar. 165 Kemudian beliau secara rutin melaksanakannya, sebagaimana yang diriwayatkan dalam kitab ash-Shahiih. 166 Yang demikian itu termasuk salah satu kekhususan Rasulullah , menurut pendapat yang paling benar dari dua pendapat di kalangan sahabat-sahabat kami. Meskipun demikian, ada ulama yang berpendapat bahwa hal itu juga berlaku untuk selain beliau, apabila seseorang juga rutin melakukan shalat sunnah sesudah Zhuhur tersebut. 167 Wallaahu alam.

### 3. Pahala shalat sunnah sambil duduk sama dengan sambil berdiri

Shalat sunnah Rasulullah ﷺ dalam keadaan duduk sama pahalanya dengan shalat beliau dalam kondisi berdiri [dan]<sup>168</sup> walaupun bukan karena suatu udzur. Hal itu tidak berlaku bagi selain beliau yang hanya mendapatkan pahala setengahnya apabila mereka melakukannya sambil duduk.

Para ulama beralasan dengan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim<sup>169</sup> dari 'Abdullah bin 'Amr ﷺ, bahwa ia berkata; telah disampaikan kepadaku sebuah riwayat bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

( صَلَاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا نِصْفُ الصَّلَاةِ. فَأَتَيْتُهُ فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّى جَالِسًا. فَوَضَعْتُ يَدِيْ عَلَى رَأْسِيْ، فَقَالَ: مَالَكَ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو؟ فَقُلْتُ: حُدِّثْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَنَّكَ قُلْتَ: (صَلَاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا عَلَى نِصْفِ الصَّلَاةِ) حُدِّثْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَنَّكَ قُلْتَ: (صَلَاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا عَلَى نِصْفِ الصَّلَاةِ) وَأَنْتَ تُصَلِّيْ قَاعِدًا فَقَالَ: أَجَلْ وَلَكِنِيْ 170 لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ.))

"Shalat (sunnah) seseorang dalam keadaan duduk itu mendapat pahala setengah dari shalat dalam keadaan berdiri." Suatu ketika aku menemui Rasulullah. Ternyata aku mendapati beliau sedang shalat sambil duduk. Aku pun meletakkan tangan di atas kepalaku. (Selesai shalat), beliau bertanya: "Ada apa gerangan denganmu, hai 'Abdullah bin 'Amr?" Aku Menjawab: "Aku mendengar riwayat bahwa engkau bersabda: 'Shalat seseorang dalam keadaan duduk itu mendapat pahala setengah dari shalat dalam keadaan berdiri.' Namun, sekarang engkau shalat sambil duduk." Beliau bersabda: "Benar. Akan tetapi aku, aku berbeda dengan siapa pun dari kalian."

### 4. Hukum menjawab panggilan Rasulullah ﷺ ketika sedang mengerjakan shalat

Orang yang sedang shalat sekalipun, apabila dipanggil oleh Rasulullah ﷺ, tetap harus menjawabnya. Hal ini berdasarkan hadits Abu Sa'id bin al-Mu'alla dalam *Shahiihul Bukhari*. 171 Meskipun demikian, hukum ini tidak berlaku bagi selain beliau **256**.

Terdapat riwayat yang diceritakan oleh al-Auza'i dari gurunya, yakni Mak-hul, bahwa beliau memandang wajib menjawab panggilan seorang ibu meskipun sang anak sedang shalat, berdasarkan hadits Juraij ar-Rahib. Disebutkan dalam riwayat itu bahwa ia pernah dipanggil oleh ibunya ketika sedang shalat. Ia berkata dalam hati: "Ya Allah, aku mendahulukan ibuku atau shalatku?" Kemudian, ia tetap melanjutkan shalatnya. Setelah panggilan itu terjadi sampai dua dan bahkan tiga kali, akhirnya si ibu mendo'akan keburukan atas si anak. Allah pun mengabulkan do'anya. Kisahnya itu tercantum dalam *Shahiihul Bukhari*<sup>172</sup> dan kitab lainnya. Pendapat itu dipaparkan secara jelas dan ia tidak mengingkarinya.

Namun Jumhur ulama berpendapat bahwa hukumnya tidak wajib, bahkan dalam shalat tidak boleh dicampuri dengan sesuatu dari ucapan manusia, berdasarkan hadits shahih.<sup>173</sup> Terkecuali yang dipandang boleh menurut Imam Ahmad, yakni seputar pertanyaan imam kepada makmum tentang ada tidaknya [bagian-bagian<sup>174</sup>] rukun shalat yang tertinggal, berdasarkan hadits Dzul Yadain.<sup>175</sup> Wallaahu a'lam.

#### 5. Kekhususan Rasulllah 🌉 terhadap jenazah kaum Muslimin

Rasulullah menolak menshalatkan jenazah orang yang meninggal dunia dalam keadaan menanggung beban utang yang belum dilunasinya, [sebagaimana]<sup>176</sup> yang dikeluarkan oleh al-Bukhari dalam Shahiih-nya<sup>177</sup> dengan sanad tsulatsi dari Salamah bin al-Akwa' . Meskipun demikian, sahabat-sahabat kami (para ulama) masih berbeda pendapat, apakah hal itu memang diharamkan atas beliau atau sekadar dimakruhkan? Ada dua pendapat dalam hal ini.

Akan tetapi, hukum tersebut lalu di-mansukh-kan dengan sabda beliau :::

"Barang siapa yang meninggalkan harta benda maka itu akan menjadi hak ahli warisnya, sedangkan barang siapa yang meninggalkan utang atau tanggungan maka itu akan menjadi tanggunganku." 178

Dalam hal itu, ada yang berpendapat bahwa Nabi melunasi utang tersebut sebagai kewajiban beliau. Ada lagi yang menyebutkan bahwa beliau melakukannya sebagai wujud kebaikan hatinya.

Kekhususan beliau lainnya adalah apabila Rasulullah mendo'akan penghuni kubur, maka Allah akan memenuhi kuburan tersebut dengan cahaya dan keberkahan<sup>179</sup> berkat do'a beliau. Semoga shalawat dan salam senantiasa terlimpah atas beliau. Hal tersebut sebagaimana yang disebutkan dalam *Shahiih Muslim*<sup>180</sup> dari 'Aisyah ...

#### 6. Penderitaan yang luar biasa ketika sakit

Bentuk lain kekhususan Rasulullah adalah beliau mengalami penderitaan yang luar biasa ketika sedang sakit. 'Abdullah bin Mas'ud pernah datang menjenguk beliau dan bertanya: "Wahai Rasulullah, tampaknya engkau merasakan sakit yang luar biasa." Beliau menjawab: "Benar, sesungguhnya aku merasakan sakit '182 seperti yang dialami dua orang di antara kalian." Aku bertanya lagi: "Apakah karena engkau mendapatkan pahala dua kali lipat?" Beliau menjawab: "Ya." Hadits itu diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim. 183

#### 7. Mendapat pilihan dari Allah sebelum wafat

Sebelum Rasulullah wafat, Allah memberikan pilihan kepada beliau, yaitu dipanjangkan umurnya kemudian dimasukkan ke dalam Surga atau segera bertemu Allah se secepatnya. Beliau memilih balasan yang ada di sisi Allah daripada kehidupan dunia. Riwayat ini tercantum dalam kitab ash-Shahiihain, 184 yakni dari 'Aisyah ...

#### 8. Jasad Rasulullah # tidak akan rusak

Bentuk lain dari kekhususan Rasulullah adalah Allah melarang bumi memakan jasad para Nabi. Dalilnya adalah hadits Syaddad bin Aus yang terdapat dalam kitab as-Sunan. Sebagian ulama menyatakan shahih riwayat tersebut.

#### D. Kitab Zakat

#### ■ Rasulullah ﷺ tidak memakan harta sedekah

Diharamkan atas Rasulullah ﷺ memakan (sesuatu dari) sedekah, baik sedekah wajib (zakat) ataupun sedekah sunnah, berdasarkan sabda beliau ﷺ:

"Sesungguhnya hasil sedekah (zakat) tidak dihalalkan bagi Muhammad an keluarga Muhammad." 186

Diriwayatkan oleh Muslim<sup>187</sup> dari Abu Hurairah , bahwasanya Rasulullah mau memakan (sesuatu dari) hadiah, namun beliau tidak mau memakan (sesuatu dari) sedekah." Makna yang terkandung dalam hadits ini bersifat umum.

Imam asy-Syafi'i memiliki pandangan tersendiri tentang sedekah sunnah. Ia berpendapat bahwa sedekah sunnah dihalalkan bagi beliau, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syaikh Abu Hamid<sup>188</sup> dan al-Qaffal.<sup>189</sup>

Syaikh Abu 'Amr bin ash-Shalah menyanggah: "Hal ini tersamar atas Imam al-Haramain dan al-Ghazali. Yang benar adalah pendapat pertama."

Adapun anggapan sebagian kaum Arab Badui sesudah Rasulullah wafat [bahwa zakat]<sup>190</sup> hanya diserahkan kepada Rasulullah se semasa hidupnya, sehingga tidak wajib lagi menyerahkannya kepada Abu Bakar ash-Shiddiq se, yang mengakibatkan mereka diperangi hingga mau kembali kepada kebenaran dan menunaikan zakat, para ulama memberikan beberapa jawaban<sup>191</sup> atas anggapan mereka yang keliru ini. Kami juga telah membahasnya secara panjang lebar dalam kesempatan lain.

#### E. Kitab Puasa

#### 1. Hukum puasa Wishal

Rasulullah dibolehkan melakukan puasa wishal, namun beliau melarang ummatnya melakukannya. Para Sahabat bertanya: "Akan tetapi, bukankah engkau melakukan itu?" Beliau menjawab: "Aku tidak sama dengan kalian. 192 Aku bermalam di bawah pengawasan Rabbku, bahkan Dia memberiku makan dan minum." Hadits ini dikeluarkan oleh al-Bukhari dan Muslim. 193

Kaum Muslimin dilarang meniru Nabi dalam amal ini karena amalan ini merupakan kekhususan beliau, yakni karena Allah memberi makan dan minum kepada beliau.

Para ulama berbeda pendapat, apakah makan dan minum di sini hakiki atau hanya bersifat maknawi? Ada dua pendapat. Yang benar, makan dan minum dalam hadits ini bersifat maknawi (bukan makanan dan minuman hakiki). Sebab, jika makan dan minum yang dimaksud itu hakiki, berarti yang dilakukan beliau bukan lagi puasa wishal.

# 2. Rasulullah soleh mencium isterinya ketika sedang berpuasa

Rasulullah se pernah mencium isterinya saat sedang berpuasa. 194 Ada riwayat yang menyebutkan bahwa hal itu khusus bagi beliau.

Jika demikian, apakah hukum melakukannya bagi selain Nabi adalah makruh, haram, atau boleh? Batalkah puasa orang yang melakukannya, seperti halnya pendapat Ibnu Qutaibah, atau justru dianjurkan demikian? Apakah terdapat perbedaan hukum antara anak muda dan orang tua?

Ada banyak pendapat ulama dalam masalah ini. Pandangan mereka itu nanti akan kami paparkan pada bagian yang lain. 195

# 3. Wajibkah Rasulullah menyempurnakan puasa sunnahnya?

Sebagian sahabat kami mengatakan: "Apabila Rasulullah memulai puasa sunnah, maka beliau harus menyempurnakannya."

Namun, pendapat ini lemah 196 dan terbantahkan oleh hadits yang tercantum dalam Shahiih Muslim 197 yang diriwayatkan dari 'Aisyah , bahwasanya suatu ketika Rasulullah mendatangi 'Aisyah isini ada makanan hais." 198 Rasulullah menjawab: "Tunjukkan kepadaku. 199 Sebetulnya sejak pagi tadi aku berpuasa." Rasulullah pun kemudian menyantap sebagian dari makanan tersebut.

#### F. Kitab Haji

#### 1. Tentang ucapan Talbiyah

Sebagian sahabat kami mengatakan bahwa apabila Rasulullah melihat sesuatu yang membuatnya takjub, maka beliau selalu mengatakan: "Labbaika. Sesungguhnya kehidupan hakiki adalah kehidupan akhirat."

Dasarnya adalah hadits riwayat al-Bukhari<sup>200</sup> dari Sahal bin Sa'ad, ia berkata: "Kami berjuang bersama Rasulullah ﷺ pada Perang Khandaq. Beliau yang menggali tanah, sedang kami yang memindahkan tanahnya. Beliau memandang ke arah kami seraya bersabda:

"Tidak ada kehidupan selain kehidupan Akhirat. Ya Allah, ampunilah kaum Anshar dan Muhajirin."

Imam asy-Syafi'i<sup>201</sup> berkata:

"Sa'id 202 telah menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, ia berkata: Humaid al-A'raj telah menceritakan kepada kami, dari Mujahid, ia berkata: Rasulullah ﷺ biasa melakukan *talbiyah* dengan suara keras:

'Aku penuhi panggilan-Mu, Ya Allah, aku penuhi panggilan-Mu. Aku penuhi panggilan-Mu, tidak ada sekutu bagi-Mu. Aku penuhi panggilan-Mu. Sesungguhnya segala pujian, nikmat, dan kerajaan hanyalah kepunyaan-Mu. Tidak ada sekutu bagi-Mu.'"

Suatu ketika kaum Muslimin mulai meninggalkan bacaan tersebut, namun beliau begitu tertarik terhadap isinya, maka beliau menambahkan:

"Aku sambut panggilan-Mu. Tidak ada kehidupan, kecuali kehidupan akhirat."

Ibnu Juraij menegaskan: "Saya kira peristiwa itu terjadi pada hari Arafah."

Aku (Ibnu Katsir) berkomentar, zhahir kedua hadits ini tidak menunjukkan kewajiban mengerjakan amal tersebut, melainkan maksimal bersifat anjuran saja. Ada pula yang menyebutkan bahwa hal itu hanya berlaku bagi orang-orang mukallaf. Hadits Mujahid di atas *mursal*, sedangkan ucapan Ibnu Juraij itu *munqathi*'.<sup>203</sup> Wallaahu a'lam.

#### 2. Kota Makkah pernah dihalalkan bagi Rasulullah 🌉

Makkah pernah dihalalkan bagi Rasulullah ﷺ selama satu hari, sehingga beliau pun memasukinya tanpa berihram. Pada hari itu, ada sekitar dua puluh orang penduduk Makkah yang terbunuh.

Apakah penaklukan kota tersebut dilakukan dengan kekerasan atau dengan jalan damai? Ada dua pendapat dari Imam asy-Syafi'i, yang setiap pendapatnya mendapat dukungan dari para ulama. Kesimpulannya, semua itu termasuk kekhususan Rasulullah ﷺ, sebagaimana yang beliau jelaskan sendiri dalam khutbah pada pagi hari tersebut:

"Kalau ada orang beranggapan bahwa boleh menumpahkan darah di dalam kota itu dengan alasan Rasulullah sebelumnya telah berperang di sana, maka katakanlah kepadanya: 'Sesungguhnya Allah hanya mengizinkan hal itu untuk Rasul-Nya, namun Allah tidak mengizinkan (hal itu) untuk kalian.'"204

Hadits tersebut amatlah populer (masyhur).

#### 3. Menyembelih hewan kurban

Telah dipaparkan sebelumnya<sup>205</sup> hadits yang intinya menerangkan kewajiban menyembelih kurban bagi Rasulullah ﷺ. Namun, derajat hadits itu lemah.

### G. Kitab Ath'imah (Makanan)

### 1. Tentang hukum memakan bawang

Sebagian sahabat kami berpendapat bahwa diharamkan bagi Rasulullah memakan bawang merah, bawang putih, dan bawang bakung. Dasarnya adalah riwayat yang dikeluarkan oleh al-Bukhari dan Muslim<sup>206</sup> dari Jabir , bahwasanya [Rasulullah]<sup>207</sup> pernah diberi satu panci berisi sayuran. Karena mencium aroma tak sedap pada sayuran tersebut, maka beliau pun menyuruh sebagian Sahabatnya untuk memakannya. Ketika melihat mereka enggan memakannya, beliau berseru:

"Makanlah! Sesungguhnya aku berbicara kepada makhluk (Malaikat) yang kalian tidak bisa berbicara dengannya."

Pendapat di atas tidak bisa dibenarkan sepenuhnya. Sebab, terdapat *atsar* yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dari 'Ali dan Syarik bin Hanbal, tentang pendapat keduanya bahwa bawang merah dan bawang putih yang haram adalah yang masih mentah.<sup>208</sup>

Yang tepat, berdasarkan kaidah yang benar, hukum memakannya tidaklah haram atas Nabi. Akan tetapi, hukumnya hanyalah makruh bagi beliau. Dalilnya adalah riwayat Muslim<sup>209</sup> dari Abu Ayyub, bahwasanya ia menghidangkan makanan untuk Rasulullah yang terkandung bawang putih di dalamnya. Namun beliau menolak makanan itu dan tidak mau memakannya. Abu Ayyub lalu bertanya kepada Nabi: "Apakah makanan itu haram?" Beliau menjawab: "Tidak, hanya saja aku tidak menyukainya." Abu Ayyub berkata: "Aku juga tidak menyukai apa yang tidak engkau sukai."

Syaikh Abu 'Amr menegaskan: "Hadits ini membatalkan pengharaman tersebut. Wallaahu a'lam."

#### 2. Tentang hukum memakan biawak

Sama seperti itu (memakan bawang merah, bawang putih, dan bawang bakung) adalah masalah biawak. Rasulullah seperti bersabda:

"Aku tidak mau memakannya, tetapi aku juga tidak mengharamkannya." <sup>210</sup>

Dengan kata lain, Nabi tidak mengharamkan biawak atas kaum Muslimin. Hanya saja, beliau tidak memakannya karena merasa jijik.

Khalid pernah bertanya kepada Nabi: "Haramkah makanan ini, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab: "Tidak, hanya saja binatang itu tidak hidup di negeriku sehingga aku merasa jijik memakannya."<sup>211</sup>

Begitulah, makruh hukumnya bagi siapa saja memakan sesuatu yang tidak disukainya, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud.<sup>212</sup>

Rasulullah 🐲 bersabda:

"Sesungguhnya sengaja mendatangi tempat yang sedang dilanda wabah penyakit akan menjerumuskan kepada kematian." <sup>213</sup>

Para dokter memakruhkannya karena perbuatan itu bisa merusak tabiat manusia. *Wallaahu a'lam*.<sup>214</sup>

#### 3. Tentang hukum makan sambil bersandar pada sesuatu

Diriwayatkan oleh al-Bukhari<sup>215</sup> dari Abu Juhaifah, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

"Adapun diriku, aku tidak akan makan sambil bersandar."

Sebagian sahabat kami berpendapat: "Hal itu hanya diharamkan atas beliau saja."

An-Nawawi berkata: "Yang benar adalah hukumnya makruh bagi beliau, tidak haram."

Aku (Ibnu Katsir) berkomentar, berdasarkan hal itu, perbuatan ini tidak termasuk kekhususan Nabi ﷺ. Sebab, hukum makan sambil bersandar juga dimakruhkan atas selain beliau; baik bersandar yang diartikan dengan berbaring, sebagaimana yang dipahami secara langsung

oleh kalangan masyarakat awam, karena memang posisi itu dapat menimbulkan gangguan (pencernaan), seperti halnya dilarang minum sambil berdiri;<sup>216</sup> maupun yang diartikan dengan makan sambil bersila, seperti yang dijelaskan oleh al-Khaththabi dan ahli bahasa lainnya. Makna inilah yang benar,<sup>217</sup> apabila dicermati dan diperhatikan dengan seksama, karena cara makan demikian menunjukkan kesombongan dan keangkuhan.<sup>218</sup> Wallaahu a'lam."

#### 4. Larangan menyantap makanan tanpa diundang

Al-Baihaqi menegaskan: "Aku belum menemukan [hadits] tentang larangan menyantap makanan tanpa diundang [ini] dari jalur shahih [yang semisal dengannya]." Lalu, al-Baihaqi menyebutkan hadits Abu Dawud<sup>221</sup> yang diriwayatkan dari Durust bin Ziyad, dari Abban bin Thariq, dari Nafi', dari Ibnu 'Umar secara marfu':

"Barang siapa yang diundang makan dan tidak memenuhi undangan tersebut maka ia telah durhaka terhadap Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa yang mendatangi jamuan makan tanpa diundang maka ia masuk sebagai pencuri dan keluar sebagai perampok/penjarah."

# 5. Wajib memberikan makanan yang diminta oleh Rasulullah ﷺ

Para ulama mengatakan: "Salah satu kekhususan Rasulullah adalah apabila beliau meminta makanan kepada seseorang yang hanya cukup untuk dirinya, maka dia wajib memberikan makanan itu kepada beliau. Hal itu dilakukan untuk menjaga kehormatan seorang Nabi dan menjaga kemuliaan diri beliau, baik dengan harta maupun jiwa. Hal ini berdasarkan firman Allah 👺:

"Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang Mukmin dari diri mereka sendiri ...." (QS. Al-Ahzaab: 6)

Aku (Ibnu Katsir) tambahkan, mirip dengan ayat ini adalah hadits yang terdapat dalam *ash-Shahiihain*, <sup>222</sup> yakni:

'Tidak sempurna iman salah seorang dari kalian hingga diriku lebih dicintainya daripada anaknya, orang tuanya, dan manusia seluruhnya.'"

## 6. Tentang pembatasan daerah larangan menggembalakan hewan

Al-Bukhari<sup>223</sup> meriwayatkan hadits dari Sha'ab bin Jatstsamah secara *marfu*':

"Tidak boleh menetapkan pembatasan (wilayah penggembalaan hewan) kecuali yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya."

Sebagian sahabat kami menjelaskan: "Hukum ini khusus bagi Rasulullah ﷺ."

Sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa hal itu boleh bagi selain Nabi ﷺ [untuk kemaslahatan].<sup>224</sup> Hal ini sebagaimana Rasulullah ﷺ menjadikan an-Naqi'.<sup>225</sup> sebagai daerah larangan penggembalaan umum. Demikian pula, 'Umar ﷺ, yang pernah membuat daerah larangan di Syaraf dan Rabdzah.<sup>226</sup> Hanya saja daerah larangan Rasulullah ﷺ sama sekali tidak boleh diubah.

#### H. Hibah

#### 1. Rasulullah se boleh menerima hadiah

Rasulullah ﷺ menerima hadiah dan biasanya beliau selalu membalasnya.

Diriwayatkan secara shahih dalam kitab ash-Shahiih<sup>227</sup> dari 'Aisyah , bahwasanya Rasulullah melakukan itu semata-mata untuk melunakkan hati orang yang memberi hadiah kepadanya. Lain halnya dengan para umara' (pemimpin) selain beliau. Diriwayatkan dalam sebuah hadits shahih bahwa: "Hadiah yang diberikan kepada para pegawai (pemerintah) termasuk kategori ghulul (pengkhianatan)."<sup>228</sup> Sebab, hadiah kepada mereka tergolong suap. Yang demikian itu akan menimbulkan kecurigaan dan tuduhan (fitnah). Wallaahu a'lam.

#### 2. Tentang riba halal

Zakaria bin 'Adi berkata: Ibnul Mubarak menyampaikan riwayat kepada kami dari al-Auza'i, dari Ibnu 'Atha—Zakariya berkata: Menurutku, Ibnu 'Atha itu adalah 'Umar—dari Ibnu 'Abbas 🚓, berkenaan dengan firman Allah:

"Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah ...." (QS. Ar-Ruum: 39)

Yang dimaksudkan dalam ayat itu adalah sejenis riba halal, yaitu memberikan hadiah dengan niat mendapatkan balasan yang lebih daripada yang dihadiahkan. Pelakunya tidak mendapat pahala dan tidak juga mendapat dosa. Akan tetapi, secara khusus Rasulullah dilarang melakukannya.



"Dan janganlah kamu memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak." (QS. Al-Muddatstsir: 6)

Atsar tersebut diriwayatkan oleh al-Baihaqi<sup>229</sup> dari al-Hakim dan yang lainnya, dari al-Asham, dari Muhammad bin Ishaq, dari Zakariya. Akan tetapi, *atsar* tersebut terputus sanadnya. Kalau yang dimaksud dengan 'Umar bin 'Atha' adalah Ibnu Waraz, berarti ia perawi dha'if. Namun, kalau orang itu adalah Ibnu Abil Khawar, maka ia adalah perawi yang dipakai oleh Imam Muslim (perawi *tsiqah*). Ia juga telah meriwayatkan hadits dari Ibnu 'Abbas . Meskipun demikian, masalahnya di sini masih samar.

### I. Faraa-idh (Warisan)

#### ■ Apakah Rasulullah ﷺ mewariskan sesuatu?

Rasulullah ﷺ tidak mewariskan sesuatu. Apa saja yang beliau tinggalkan adalah sedekah. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Imam Muslim dalam ash-Shahiihain<sup>230</sup> dari Abu Bakar ﷺ, bahwasanya Fathimah ﷺ pernah bertanya kepada Abu Bakar tentang warisan ayahnya. Abu Bakar menjawab: "Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

'Kami tidak diwarisi, karena harta yang kami tinggalkan adalah sedekah.'"

Abu Bakar melanjutkan: "Meskipun demikian, keluarga Muhammad boleh memakan harta tersebut. Demi Allah, aku tidak akan mengubah sedikit pun hukum memakan harta sedekah bagi Rasulullah dari kondisi asalnya semasa hidup beliau."

Masih dalam riwayat al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah , bahwasanya Rasulullah 
bersabda:

"Ahli warisku tidak akan menerima bagian satu dinar pun. Segala yang aku tinggalkan, setelah jatah yang diberikan untuk isteriku dan upah untuk pelayanku, adalah sedekah."<sup>231</sup>

Ahlul Hilli wal 'Aqdi (dewan para ulama dan penguasa) sepakat atas hal ini. Dengan demikian, tidak perlu ditanggapi segala bentuk khurafat yang diada-adakan oleh kaum Syi'ah Rafidhah. Sungguh, kejahilan mereka sudah sangat terkenal.

### J. Kitab Nikah

Dalam masalah nikah inilah paling banyak didapati kekhususan-kekhususan Rasulullah . Semoga shalawat dan salam senantiasa terlimpah bagi beliau. Kita akan menyebutkannya secara berurutan, berdasarkan urutan yang sering digunakan oleh para ulama agar menjadi lebih ringkas dan mudah dipahami.

# 1. Perkara Nikah Yang Hanya Wajib Atas Rasulullah ﷺ Dan Tidak wajib Atas Orang Lain

Allah 🕮 memerintahkan Nabi ﷺ untuk memberi pilihan kepada isteri-isterinya, sebagaimana firman-Nya:

"Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu: Jika kamu sekalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, marilah supaya kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Dan jika kamu sekalian menghendaki (keridhaan) Allah dan Rasul-Nya serta (kesenangan) di negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan bagi siapa yang berbuat baik di antaramu pahala yang besar." (QS. Al-Ahzaab: 28-29)

Al-Bukhari dan Muslim telah meriwayatkan dalam kitab mereka, ash-Shahiihain,<sup>232</sup> dari 'Aisyah , sebuah hadits tentang pilihan yang diajukan Rasulullah kepada isteri-isterinya, bahwasanya Allah benar-benar memerintahkan beliau untuk melakukan hal tersebut.

Para sahabat kami dari kalangan ulama madzhab asy-Syafi'i berbeda pendapat: apakah pemberian pilihan itu hukumnya wajib atas beliau atau hanya sunnah? Ada dua pendapat dalam masalah ini. Imam an-Nawawi dan ulama lainnya berpendapat bahwa hukum memberikan pilihan tersebut wajib bagi beliau.

Para ulama kami berbeda pendapat pula, apakah isteri-isteri beliau wajib menjawab secara langsung atau diberi tenggang waktu? Ada dua pendapat juga dalam persoalan ini. Ibnu Shabbagh berpendapat: "Tidak ada perbedaan pendapat tentang tenggang waktu yang diberikan Nabi kepada 'Aisyah ; sesuai dengan sabdanya:

'Tidak ada salahnya jika kamu meminta pertimbangan kedua orang tuamu.'"233

Para ulama mempertanyakan, apakah diharamkan atas Rasulullah menceraikan isteri-isterinya, apabila mereka telah memilih Allah, Rasul-Nya, dan negeri akhirat? Terdapat dua pendapat lagi dalam hal ini. Pada umumnya mereka (para ulama) lebih mengunggulkan pendapat tidak haramnya menceraikan mereka bagi beliau.

Pada mulanya, Allah mengharamkan kepada beliau untuk mengambil wanita lain selain isteri-isterinya saat itu, tidak lain sebagai bentuk penghormatan terhadap sikap (kesetiaan) mereka. Namun, kemudian hal itu dibolehkan kembali, sebagai karunia untuk beliau. 'Aisyah menegaskan: "Sebelum Rasulullah wafat, sudah dibolehkan lagi bagi beliau untuk mengambil wanita lain selain isteri-isteri yang sudah ada (dinikahi)." 234

[Demikianlah yang diriwayatkan oleh Imam asy-Syafi'i.]<sup>235</sup>

# 2. Perkara Nikah Yang Haram Atas Nabi, Namun Tidak Atas Orang Lain

a) Mempertahankan isteri yang meminta cerai dari beliau

Para ulama berpendapat bahwa diharamkan bagi Rasulullah mempertahankan isteri beliau yang lebih memilih bercerai dari beliau. Ini menurut pendapat yang benar. Berbeda halnya dengan seorang Muslim (selain Rasulullah) yang memberikan pilihan kepada isterinya. Karena apabila isterinya memilih untuk bercerai, dia tidak wajib menceraikan isterinya. Wallaahu a'lam.

Sebagian ulama menjelaskan: "Nabi ﷺ menceraikan isterinya demi kehormatan."

#### b) Tentang menikahi wanita Ahul Kitab

Bolehkah Rasulullah menikahi wanita Ahlul Kitab? Terdapat dua pendapat dalam masalah ini:

[An-Nawawi]<sup>236</sup> menerangkan pendapat pertama, yaitu bahwa pernikahan itu haram bagi Nabi ﷺ. Pendapat inilah yang dipilih oleh Ibnu Suraij,<sup>237</sup> al-Ishthakhri,<sup>238</sup> serta Abu Hamid al-Marwarudzi.<sup>239</sup> Syaikh Abu Nashr bin ash-Shabbagh berdalil untuk memperkuat pendapat yang menyatakan haram ini dengan sabda Nabi ﷺ:

"Isteriku di dunia adalah isteriku juga di akhirat."<sup>240</sup>

Kemudian an-Nawawi menyebutkan pendapat yang lain, yaitu bahwa hal itu dibolehkan bagi beliau, dan sepertinya dia cenderung kepada pendapat ini, sebagaimana terlihat dalam komentarnya: "Riwayat tersebut [tidak]<sup>241</sup> dapat dijadikan hujjah karena bisa saja wanita yang menikah dengan Nabi ﷺ itu kemudian masuk Islam."

Saya (Ibnu Katsir) berpendapat: "Hadits di atas tidak memiliki dasar yang bisa menjadikannya sebagai riwayat *marfu*' yang sampai

kepada Nabi 🞉. Sebenarnya, riwayat itu hanyalah berasal dari pendapat sebagian Sahabat."<sup>242</sup>

Abu Ishaq al-Marwazi<sup>243</sup> berkata: "Hal itu tidaklah haram atas Nabi."

Tentang boleh tidaknya Rasulullah memiliki budak wanita Ahlul Kitab atau menikahi budak wanita Muslimah, terdapat tiga pendapat dari para ulama. Pendapat yang paling benar adalah beliau dibolehkan memiliki budak-budak wanita Ahlul Kitab, tetapi tidak dibolehkan menikahi budak wanita Muslimah, bahkan hal itu diharamkan bagi beliau. Adapun budak wanita Ahlul Kitab, jumhur ulama bersepakat bahwa Nabi haram menikahinya. Sementara, al-Hannathi<sup>244</sup> menyebutkan<sup>245</sup> dua pendapat dalam masalah ini, namun keduanya sangat lemah.

Pendapat-pendapat yang mereka kembangkan itu sangat rusak sehingga mengabaikannya lebih baik daripada menyebutkannya. Bentuk penyimpangan seperti inilah yang telah diperingatkan oleh Ibnu Khairan dan al-Imam. Mereka benar dalam masalah ini. *Wallaahu a'lam*.

### 3. Perkara Nikah Yang Hanya Boleh Bagi Nabi, Namun Tidak Boleh Bagi Orang Lain

### a) Menikahi lebih dari empat orang wanita

Ketika wafat, Rasulullah memiliki sembilan orang isteri. Para ulama sepakat bahwa beliau boleh mengawini sembilan orang wanita. Namun, para sahabat kami dari kalangan ulama asy-Syafi'i berbeda pendapat, apakah beliau boleh mengawini lebih dari sembilan wanita?

Pendapat yang benar adalah hal itu boleh bagi Rasulullah. Sebagai dalilnya adalah hadits yang terdapat dalam *Shahiihul Bukhari*,<sup>246</sup> yang diriwayatkan dari bundar, dari Muʻadz bin Hisyam, dari ayahnya, dari Qatadah, dari Anas , ia berkata: "Dahulu, Rasulullah menggilir semua isterinya dalam satu waktu pada malam maupun siang hari. Jumlah isteri beliau ketika itu adalah sebelas orang."

Aku bertanya kepada Anas: "Apakah Rasulullah mampu melakukannya?" Anas menjawab: "Kami pernah berbincangbincang bahwasanya beliau diberi kekuatan yang setara dengan tiga puluh orang laki-laki." Bahkan, dalam riwayat yang lain disebutkan: "Empat puluh orang laki-laki."

Kemudian, al-Bukhari<sup>247</sup> meriwayatkan hadits Sa'id dari Qatadah, dari Anas : "Beliau memiliki sembilan isteri." [Anas berkata: "Nabi menikahi lima belas orang wanita. Yang beliau gauli sebanyak tiga belas orang, sedangkan yang berkumpul (hidup berumah tangga) dengan beliau berjumlah sebelas orang. Pada waktu wafat, beliau meninggalkan sembilan orang isteri."]<sup>248</sup>

Qatadah juga menyatakan riwayat seperti itu.249

Ibnush Shabbagh menyebutkan dalam kitab *Syamaa-il*-nya dari Abu 'Ubaid,<sup>250</sup> ia berkata: "Rasulullah menikahi delapan belas wanita dan memiliki tiga budak wanita."

#### b) Melangsungkan akad nikah dengan lafazh hibah

Para ulama mengatakan: "Rasulullah ﷺ boleh melakukan akad nikah dengan lafazh hibah, berdasarkan firman Allah ﷺ:

'... Dan perempuan Mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang Mukmin ...." (QS. Al-Ahzaab: 50)

Apabila Nabi se melakukan akad nikah dengan menggunakan kata hibah, maka beliau tidak wajib memberi mahar karena akad tersebut maupun karena bercampur. Berbeda dengan selain beliau.

Apakah talak Rasulullah ﷺ itu dibatasi sampai talak tiga saja? Dalam hal itu ada dua pendapat. Pendapat yang paling benar adalah: "Ya, dibatasi sampai tiga, berdasarkan keumuman ayat." Pendapat yang

kedua menyatakan: "Tidak dibatasi, sebagaimana beliau tidak dibatasi menikah dengan empat isteri saja. Demikian juga halnya dengan talak beliau yang tidak dibatasi sampai tiga kali saja." Akan tetapi, pendapat yang kedua ini lemah<sup>251,</sup> sebab tidak ada korelasi antara nikah dan talak.

#### c) Menikah tanpa wali dan saksi

Rasulullah se diperbolehkan menikah tanpa wali dan tanpa saksi, menurut pendapat yang shahih. Hal ini berdasarkan hadits Zainab binti Jahsy, bahwasanya ia membanggakan diri kepada isteriisteri Nabi se lainnya dengan mengatakan:

"Kalian dinikahkan oleh wali-wali kalian, sedangkan aku dinikahkan langsung oleh Allah dari atas langit yang tujuh." Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari.<sup>252</sup>

#### d) Boleh menikah ketika sedang ihram

Bolehkah Nabi menikah pada waktu ihram? Dalam masalah ini ada dua pendapat. Pendapat pertama, hal itu tidak boleh bagi beliau, berdasarkan keumuman hadits [yang diriwayatkan]<sup>253</sup> oleh Muslim dari 'Utsman, dari Rasulullah , beliau bersabda:

"Orang yang sedang ihram itu tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan, dan tidak boleh melamar wanita."

Dalam hal ini, mayoritas ulama berpendapat bahwa orang yang mengatakan perkataan ini (yaitu Rasulullah), adalah termasuk ke dalam cakupan keumuman sabdanya tersebut.

Sementara, ulama lainnya menguatkan pendapat kedua, yaitu pendapat yang menyatakan bahwa Nabi boleh melangsungkan pernikahan saat ihram, dengan hadits Ibnu 'Abbas wang dikeluarkan oleh al-Bukhari dan Muslim:254

"Bahwasanya Rasulullah ﷺ menikahi Maimunah 🐉 dalam keadaan sedang berihram."

Akan tetapi, pernyataan itu bertentangan dengan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim<sup>255</sup> dari Maimunah sendiri:

"Rasulullah ﷺ menikahinya<sup>256</sup> saat keduanya dalam keadaan halal (tidak sedang berihram)."

Orang yang terlibat langsung dalam kisah (Maimunah) tentu lebih mengetahui daripada orang lain. Wallaahu a'lam.

#### e) Lamaran Rasulullah 🌉 tidak boleh ditolak

Apabila Rasulullah si ingin menikahi seorang wanita, maka wanita itu wajib menerimanya. Demikianlah menurut pendapat para sahabat kami. Bahkan, wanita itu tidak boleh dilamar oleh orang lain.

#### f) Tidak wajib membagi giliran menginap

Wajibkah Rasulullah membagi giliran untuk isteri-isteri dan budak-budak wanitanya? Mengenai hal ini ada dua pendapat. Yang zhahir dari matan beberapa hadits adalah wajib. Sebab, ketika sakit, beliau terus mendatangi isteri-isterinya, meskipun dalam kondisi demikian, hingga akhirnya beliau meminta izin kepada mereka untuk beristirahat di rumah 'Aisyah . Para isteri beliau pun mengizin-kannya. 257

Abu Sa'id al-Isthakhri berkata: "Hal itu tidaklah wajib atas beliau. Dasarnya adalah firman Allah 👺:

'Kamu boleh menangguhkan (menggauli) siapa yang kamu kehendaki di antara mereka (isteri-isterimu) dan (boleh pula) menggauli siapa yang kamu kehendaki ....'" (QS. Al-Ahzaab: 51)

Akan tetapi, apakah perkawinan beliau sama kedudukannya dengan kedudukan mengambil budak perempuan<sup>258</sup> bagi kita atau tidak? Dalam hal ini ada dua pendapat.

#### g) Memerdekakan budak sebagai mahar

Rasulullah memerdekakan Shafiyah dan menjadikan pemberian kemerdekaan itu sebagai maharnya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam kitab ash-Shahiihain<sup>259</sup> dari Anas ...

Menurut satu pendapat, maksud dari hal itu adalah Rasulullah memerdekakan Shafiyah dengan syarat Shafiyah mau dinikahi oleh beliau. Maka dari itulah Shafiyah wajib memenuhi syarat tersebut. Namun hukum wajib memenuhi syarat seperti ini tidaklah berlaku terhadap selain Rasulullah. Ada juga yang mengatakan bahwa Rasulullah menjadikan pemberian kemerdekaan itu sebagai mahar. Hal ini diperbolehkan secara khusus bagi beliau, namun tidak diperbolehkan bagi yang lain." Pendapat inilah yang dipilih oleh al-Ghazali.

Aku (Ibnu Katsir) berkomentar, bahwa pendapat di atas harus dikaji ulang mengingat adanya riwayat yang dikeluarkan oleh at-Tirmidzi<sup>260</sup> dari asy-Syafi'i, bahwasanya beliau membolehkan hal itu kepada siapa saja. Terlebih lagi pendapat ini sangat populer.

Menurut pendapat yang lain, Rasulullah memerdekakan Shafiyah tanpa ada syarat imbalan apa pun. Beliau menikahinya tanpa mahar, baik secara kontan maupun tempo. Pendapat ini diriwayatkan dari Abu Ishaq. Al-Hafizh Abu Bakar al-Baihaqi<sup>261</sup> menetapkan pendapat ini, dan pendapat ini pun dibenarkan oleh Ibnush Shalah dan an-Nawawi.

Aku (Ibnu Katsir) katakan, alasan Syaikh Abu 'Amr adalah (hadits): "Beliau menjadikan hal itu sebagai maharnya." Maksudnya<sup>262,</sup>

Nabi se hanya memerdekakan Shafiyah tanpa memberikan mahar kepadanya. Konteks ini persis seperti ungkapan: "Lapar adalah bekal bagi orang yang tidak punya bekal."

Pendapat yang lain lagi menyebutkan: Bahkan, Nabi memberikan seorang budak wanita kepada Shafiyyah sebagai maharnya. Hal itu sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi<sup>263</sup> dengan sanad *gharib* dan tidak shahih. *Wallaahu a'lam*.

#### 4. Keutamaan Yang Hanya Disebabkan Karena Menikah Dengan Nabi 💥 Dan Tidak Dengan Orang Lain

a) Menjadi Ummahatul Mukminin

Di antara keutamaan tersebut adalah bahwa isteri-isteri beliau disebut sebagai *Ummahatul Mukminin* (ibu bagi kaum laki-laki yang beriman), seperti dalam firman Allah ::

"Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang Mukmin dari diri mereka sendiri dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka ...." (QS. Al-Ahzaab: 6).

Arti umuumah<sup>264</sup> (ibu) di sini adalah penghormatan, ketaatan, haram didurhakai, dan wajib dimuliakan. Yang dimaksud bukanlah diharamkan menikahi anak-anak mereka dan boleh berkhalwat dengan mereka! Sungguh, kehormatan ini tidak diberikan kepada kaum wanita selain mereka.

Apakah mereka juga disebut *Ummahatul Mukminat* (ibu bagi kaum wanita yang beriman)? Mengenai hal ini ada dua pendapat. Para ulama melarang penyebutan gelar itu, sebagaimana pendapat 'Aisyah 265.

Perbedaan pendapat yang beredar hanyalah seputar apakah kata jama' mudzakkar salim (bentuk jamak laki-laki) itu mencakup kaum wanita? Masalah ini telah ditetapkan dalam ushul fiqih.

Apakah saudara-saudara perempuan dari para isteri Nabi itu boleh disebut sebagai *Akhwaalul Mukminin* (bibi-bibi kaum Mukminin)? [Dalam masalah ini ada perbedaan pendapat].<sup>266</sup> Adapun nash menunjukkan bolehnya penyebutan gelar tersebut.

Apakah gelar Akhwaatul Mukminin (saudara-saudara perempuan kaum Mukminin) juga boleh diucapkan untuk puteri-puteri mereka? Asy-Syafi'i membolehkannya dan itu disebutkan di dalam kitab al-Mukhtashar. 267 Sebagian ulama juga membolehkan hal itu, namun ulama lain melarangnya. Dalam masalah ini Ibnush Shabbagh dan ulama lainnya membantah pendapat al-Muzani, seraya menegaskan: "Pendapatnya itu keliru."

### b) Memanggil Rasulullah a dengan Abul Mukminin

Bolehkah Nabi dipanggil dengan sebutan Abul Mukminin (bapak orang-orang Mukmin)? Al-Baghawi menukil dari sebagian Sahabat bahwa hal itu boleh.

Aku (Ibnu Katsir) berkomentar, ini adalah pendapat Mu'awiyah berdasarkan riwayat Ubay dan Ibnu 'Abbas<sup>268</sup> yang membaca firman Allah dengan lafazh:

"Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang Mukmin dari diri mereka sendiri—dan beliau sebagai ayah bagi mereka—dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka ...." (QS. Al-Ahzaab: 6)

Al-Wahidi telah menukil larangan penyebutan gelar seperti itu dari sebagian Sahabat, sesuai dengan firman Allah 👺:

"Muhammad itu bukanlah sekali-kali bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, ...." (QS. Al-Ahzaab: 40)

Yang dimaksud oleh ayat di atas adalah bahwa Rasulullah bukanlah bapak mereka dari sisi nasab. Sebab, dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud disebutkan:<sup>269</sup>

"Sesungguhnya aku, bagi kalian, ibarat seorang bapak."

Hadits Abu Dawud itu terdapat dalam kitab al-Istithaabah.

#### c) Menjadi wanita paling utama

Abu Sa'id al-Mutawalli<sup>271</sup> berkata: "Para sahabat kami dari ulama madzhab asy-Syafi'i berselisih pendapat, manakah antara keduanya (Khadijah dan 'Aisyah) yang lebih utama?"

Ibnu Hazm<sup>272</sup> berpendapat: "Sesungguhnya seluruh isteri beliau lebih utama daripada seluruh Sahabat, bahkan lebih utama dari Abu Bakar ." Namun, tidak ada seorang ulama pun yang berpendapat seperti ini sebelumnya sehingga pendapat ini sangat lemah.

#### d) Ummahatul Mukminin tidak boleh dinikahi laki-laki lain

Ulama telah sepakat atas haramnya menikahi isteri-isteri Rasulullah sepeninggal beliau. Hal itu dikarenakan mereka adalah isteri-isteri beliau di Surga kelak.

[Apabila seorang wanita tidak menikah]<sup>273</sup> setelah ditinggal mati oleh suaminya, maka ia akan tetap menjadi isterinya di akhirat. Seperti halnya dalam sebuah riwayat, bahwasanya pada saat menjelang kematian Abud Darda' , isterinya<sup>274</sup> berkata kepadanya: "Wahai Abud Darda', sesungguhnya kamu telah melamarku kepada keluargaku,

lalu mereka menikahkanmu denganku. Maka pada hari ini, akulah yang melamar dirimu." Abud Darda' pun berkata: "Kalau begitu, janganlah kamu menikah dengan laki-laki lain sepeninggalku."

Setelah Abud Darda' meninggal dunia, Mu'awiyah 🧓 , yang saat itu menjadi Khalifah, datang melamarnya, namun Ummud Darda' menolak lamaran tersebut.<sup>275</sup>

Al-Baihaqi<sup>276</sup> meriwayatkan sebuah hadits dari 'Isa bin 'Abdurrahman as-Sulami, dari Abu Ishaq, dari Shilah, dari Hudzaifah bahwasanya ia berkata kepada isterinya: "Jika kamu ingin menjadi isteriku di Surga nanti, maka janganlah menikah lagi sepeninggalku. Sesungguhnya seorang wanita di Surga akan menjadi milik suaminya yang terakhir ketika di dunia."

Oleh karena itu, isteri-isteri Nabi ﷺ diharamkan menikah lagi setelah beliau wafat, karena mereka akan menjadi isteri beliau di Surga.

Para ulama berbeda pendapat tentang isteri Nabi yang beliau ceraikan semasa hidupnya. Dalam hal ini ada tiga pendapat. (Pendapat pertama, boleh menikah lagi. Pendapat kedua, tidak boleh menikah lagi). Pendapat ketiga, wanita yang pernah bercampur dengan beliau haram dinikahi oleh orang lain. Dalam hal ini asy-Syafi'i menetapkan pengharamannya secara mutlak. Pendapatnya ini didukung oleh Ibnu Abi Hurairah,<sup>277</sup> berdasarkan firman Allah



"... dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka ...." (QS. Al-Ahzaab: 6)

Berlandaskan hal itu, ada dua pendapat menyangkut budakbudak wanita yang pernah bercampur dengan beliau lalu ditinggalkan, baik karena beliau meninggal dunia atau sebab lainnya.

Menurut satu pendapat, [isteri-isteri Nabi]<sup>278</sup> ﷺ yang haram dinikahi oleh orang lain hanyalah isteri yang beliau tinggalkan karena kematian. Dalilnya adalah *ayat takhyiir* (surat Al-Ahzaab: 28-29). Sebab,

jika mereka tidak diperbolehkan memilih laki-laki lain, [maka hak pilih yang beliau berikan]<sup>279</sup> kepada isteri-isterinya itu tentu tidak ada artinya sama sekali. *Wallaahu a'lam*.

e) Hukuman bagi mereka yang menuduh 'Aisyah pernah berzina

Barang siapa menuduh 'Aisyah Ummul Mukminin berzina, maka ia harus dihukum mati berdasarkan ijma ulama. Kesepakatan ini telah dikemukakan oleh as-Suhaili dan yang lainnya berdasarkan nash al-Qur-an yang jelas-jelas menyatakan kesucian dirinya. Adapun terhadap isteri-isteri Nabi yang lain selain 'Aisyah, para ulama terbagi menjadi dua pendapat.

### f) Hukuman bagi mereka yang menghina Rasulullah 🜉

Demikian juga halnya dengan siapa saja yang menghina Rasulullah ; yaitu orang itu dibunuh, baik laki-laki maupun perempuan, berdasarkan banyak hadits yang menegaskan hal tersebut. Akan tetapi, pembahasannya terlalu panjang apabila dijabarkan di sini.

Salah satu di antara hadits tersebut berasal dari Ibnu 'Abbas , tentang kisah seorang buta yang membunuh *ummu walad*-nya<sup>280</sup> karena menghina Nabi ﷺ. Ketika pembunuhan itu disampaikan kepada Nabi ﷺ, beliau pun berkata:

"Saksikanlah oleh kalian, bahwasanya darah wanita itu halal."281

Syu'bah meriwayatkan dari Taubah al-Anbari dari Abus Suwar, dari Abu Barzat,<sup>282</sup> bahwasanya seorang laki-laki menghina Abu Bakar. Abu Barzat bertanya: "Mengapa tidak [engkau penggal]<sup>283</sup> saja lehernya?" Abu Bakar menjawab: "Hal itu tidak berlaku bagi selain Nabi ..." Hadits itu diriwayatkan oleh an-Nasa-i dan al-Baihaqi.<sup>284</sup>

Ibnu Adiy<sup>285</sup> pun meriwayatkan sebuah hadits dari Yahya bin Isma'il al-Wasithi, ia berkata, Ibrahim bin Sa'ad dan az-Zuhri meriwayatkan kepada kami dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah 😅 , beliau bersabda:

"Salah seorang dari kalian tidak boleh dibunuh karena menghina orang lain, kecuali jika ia menghina Nabi ﷺ."

Syaikh al-Imam Abul 'Abbas Ibnu Taimiyyah telah menyusun sebuah kitab khusus dalam masalah ini yang berjudul *ash-Shaarimul Masluul 'ala [man Sabba]*<sup>286</sup> *ar-Rasuul.* <sup>287</sup> Kitab itu adalah kitab terbaik jika dibandingkan dengan kitab-kitab serupa yang mengupas masalah itu. *Wallaahu a'lam.* <sup>288</sup>

### g) Celaan dari Rasulullah a sebagai Kaffarat

Contoh lain dari kekhususan Nabi ﷺ adalah apabila beliau menghina seorang laki-laki Muslim, padahal tidak seharusnya ia dihina, [maka]<sup>289</sup> penghinaan Rasul itu menjadi *kaffarat* (penghapus dosa) [baginya].<sup>290</sup>

Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dalam kitab *ash-Shahiihain*<sup>291</sup> dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

"Ya Allah, aku telah mengambil sebuah perjanjian dari-Mu yang Engkau tidak akan menyelisihinya. Sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia biasa, maka orang Mukmin mana saja yang tanpa sengaja aku sakiti, atau pernah kucela, atau pernah kudera, atau pernah kulaknat, maka jadikanlah hal itu sebagai doʻa, pembersih

dosa, dan *qurbah* (ketaatan) yang mendekatkannya kepada-Mu pada hari Kiamat."

Oleh karena itu, ketika Muslim menyebutkan keutamaan Mu'awiyah di dalam kitab *Shahiih*-nya, maka hadits pertama yang dicantumkannya adalah riwayat ini. Kemudian ia menyertakan hadits:

"Semoga Allah tidak mengenyangkan perutnya." 292

Dua hadits tersebut menunjukkan keutamaan Mu'awiyah 🚁 . Halitu juga merupakan salah satu bukti ketinggian ilmu Imam Muslim 🕸.

### K. (Kitab Jihad)293

#### 1. Kewajiban melanjutkan jihad

Apabila telah mengenakan baju perang, Nabi setidak boleh melepasnya hingga Allah memberikan keputusan-Nya. Hal ini berdasarkan kisah dalam Perang Uhud, tatkala sejumlah kaum Muslimin menyerukan kepada beliau untuk keluar menyambut musuhnya di Gunung Uhud. Rasulullah sepun masuk rumah dan mengenakan baju besinya. Ketika beliau telah siap untuk memerangi mereka, para Sahabat bertanya: "Ya Rasulullah, sebaiknya engkau kembali ke Madinah?" Beliau menjawab:

"Sesungguhnya tidak layak bagi seorang Nabi untuk pulang kembali apabila ia telah [mengenakan]<sup>294</sup> baju perangnya...."<sup>295</sup>

Hadits yang panjang ini telah disebutkan oleh para ahli sejarah.

Mayoritas para sahabat kami<sup>296</sup> mengatakan, sesungguhnya hal itu wajib atas Rasulullah ﷺ, bahkan haram baginya melepas baju perang tersebut hingga beliau berperang.

Atas dasar itu, para ulama pun mengembangkan masalah, bahwasanya apabila Nabi sudah mulai melakukan suatu ibadah sunnah, maka beliau wajib menyempurnakannya, menurut salah satu dari dua pendapat yang ada. Namun, pendapat ini lemah, berdasarkan apa yang sudah kami sebutkan dalam Kitab Puasa. *Wallaahu a'lam*. Pengembangan masalah seperti ini dilemahkan pula oleh Abu Zakariya.

#### 2. Melakukan musyawarah

Para ulama menceritakan bahwa di antara kekhususan Nabi adalah kewajiban bermusyawarah. Yakni, beliau selalu bermusyawarah dengan para Sahabatnya dalam urusan peperangan.

Allah Derfirman:

"... dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu ...." (QS. Ali-'Imran: 159)

Asy-Syafi'i<sup>297</sup> meriwayatkan: Sufyan bin Uyainah meriwayatkan kepada kami dari az-Zuhri, ia berkata: Abu Hurairah berkata: "Belum pernah aku melihat seseorang yang lebih sering bermusyawarah dengan Sahabat-Sahabatnya selain Rasulullah ."

Asy-Syafi'i the menegaskan bahwa al-Hasan berkata: "Sesungguhnya Rasulullah tidak butuh musyawarah. Akan tetapi, beliau menginginkan agar [hal itu]<sup>298</sup> dijadikan Sunnah (diikuti) oleh para penguasa setelahnya."<sup>299</sup>

Aku (Ibnu Katsir) menyimpulkan, jika berdasarkan hal itu maka perkara ini bukanlah kekhususan bagi beliau ﷺ."

#### 3. Teguh menghadapi musuh

Para ulama mengatakan: "Rasulullah ﷺ wajib meneguhkan kesabaran menghadapi musuh meskipun mereka menambah kekuatan."

Pendapat mengenai hal itu sepertinya dikutip dari peristiwa

Hudaibiyah, wallaahu a'lam, yaitu ketika Rasulullah ﷺ bersabda kepada 'Urwah. Termasuk dalam sabda beliau tersebut adalah:

"Apabila mereka menolaknya, maka demi Allah, sungguh aku akan memerangi mereka (yakni kaum Quraisy) demi membela agama ini hingga putus leherku."

Hadits ini tercantum dalam kitab Shahiihul Bukhari. 300

#### 4. Tentang strategi peperangan

Sebelumnya telah kami sebutkan sabda Rasulullah ﷺ:

"Sesungguhnya seorang Nabi tidak boleh memiliki khaainatul a'yun (pandangan mata curang)."301

Para ulama berkomentar: "[Bahkan],302 Rasulullah ﷺ boleh menggunakan tipu daya dalam peperangan, sesuai dengan sabda beliau:

'Peperangan itu adalah tipu daya.'"303

Tipu daya itu, seperti yang telah Nabi lakukan dalam peperangan Ahzab, yakni dengan memerintahkan [Nu'aim bin Mas'ud []] ] ] untuk memprovokasi kaum Quraisy dengan Bani Quraidzah. Nu'aim pun merencanakan [aksi yang ia lakukan] sesuai dengan perintah Nabi sehingga melalui usahanya tersebut Allah memecah belah kekuatan kaum Musyrikin. Akibatnya, timbullah permusuhan di antara mereka. Dengan aksinya itu, dan dengan tipu muslihatnya yang lain, Allah memecah belah persatuan orang-orang kafir. Segala puji dan karunia milik Allah semata.

#### 5. Tentang Ghanimah

Sesungguhnya Nabi boleh memilih dan mengambil ghanimah (harta rampasan perang) menurut kehendak beliau, baik harta itu berupa budak laki-laki atau budak perempuan maupun persenjataan dan sebagainya, yaitu sebelum rampasan perang itu dibagi-bagikan. Banyak hadits yang menyebutkan hal ini dalam kitab as-Sunan dan kitab yang lainnya. 307

Demikian juga halnya, Rasulullah ﷺ berhak mendapat bagian [seperlima]<sup>308</sup> dari harta rampasan perang dan empat perlima dari harta fa-i. Itulah mahzab kami dan tidak ada perselisihan dalam hal itu.

### L. (Kitab Hukum)309

#### 1. Dalam memutuskan sebuah hukum

Para ulama berkata: "Rasulullah boleh menetapkan hukum berdasarkan informasi sepihak yang diterimanya. Sebab, keputusan hukum beliau sama sekali tidak mengandung unsur-unsur kepentingan pribadi tertentu. Dalilnya adalah hadits Hindun binti 'Utbah tatkala ia mengeluhkan sifat kikir suaminya, Abu Sufyan . Maka dari itu, Rasulullah bersabda:

"Ambillah hartanya secara baik untuk dapat menutupi kebutuhanmu dan kebutuhan anak-anakmu."

Hadits ini terdapat di dalam kitab ash-Shahiihain<sup>310</sup> dari 'Aisyah 👼 .

Apakah selain beliau boleh memutuskan sebuah hukum berdasarkan informasi sepihak yang diterimanya? Tentang hal ini terdapat tiga pendapat yang masyhur. Adapun pendapat yang ketiga menyebutkan: "Seseorang boleh memutuskan suatu perkara berdasarkan informasi sepihak selama itu tidak terkait dengan masalah *hudud*."

Para ulama berkomentar: "Berdasarkan pendapat yang ketiga ini, artinya seseorang boleh memutuskan hukum atas dirinya sendiri dan

anak-anaknya, serta boleh memberi kesaksian atas dirinya sendiri dan anaknya, juga diterima kesaksian orang lain atas dirinya. Kesimpulan ini berdasarkan hadits Khuzaimah bin Tsabit yang derajatnya hasan, sebagaimana telah diuraikan di tempat lain, wallaahu a'lam.

#### 2. Hukum melecehkan Rasulllah

Para ulama berkata: "Barang siapa yang melakukan pelecehan atau berzina di hadapan Rasulullah ﷺ, maka ia telah kafir."

Abu Zakariya an-Nawawi berkata: "Dalam hal zina masih perlu ditinjau kembali,<sup>311</sup> wallaahu a'lam."

#### 3. Bolehkah menggunakan nama Rasulllah :

Boleh memberikan nama dengan nama Rasulullah. Dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat. Akan tetapi, ada tiga pendapat mengenai bolehnya menggunakan *kun-yah* (julukan) beliau (Abul Qasim):

Pertama, [hal itu]<sup>312</sup> dilarang secara mutlak. Demikianlah menurut madzhab asy-Syafi'i, sebagaimana yang dinukil oleh al-Baihaqi, al-Baghawi, dan Abul Qasim bin 'Asakir ad-Damsiqy. Mereka mendasarkan pendapat ini kepada hadits dari Jabir 🦛, ia berkata bahwa Rasulullah 🕮 bersabda:

"Berilah nama dengan namaku, tetapi jangan kalian ber*kun-yah* dengan *kun-yah*-ku."

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim.<sup>313</sup> Keduanya juga meriwayatkan dari Abu Hurairah<sup>314</sup> hadits yang semakna dengan hadits tersebut.

Kedua, membolehkan secara mutlak. Demikianlah menurut madzhab Imam Malik dan inilah pendapat yang dipilih an-Nawawi ass. Sebab, larangan itu hanya berlaku ketika Rasulullah masih hidup sehingga tidak berlaku setelah beliau wafat. 315

Ketiga, dibolehkan bagi seorang Muslim yang namanya bukan Muhammad, namun tidak boleh bagi yang bernama Muhammad, agar tidak terjadi penggabungan antara nama dan kun-yah beliau. Pendapat inilah yang dipilih oleh Abul Qasim 'Abdul Karim ar-Rafi'i. 316

# 4. Penisbatan cucu-cucu dari anak-anak perempuan Rasulullah :

Di antara kekhususan Nabi yang disebutkan oleh para ulama adalah nasab cucu-cucu beliau dari jalur anak-anak perempuannya dinisbatkan kepada beliau. Hal ini berdasarkan riwayat al-Bukhari<sup>317</sup> dari Abu Bakrah, dia bercerita: "Aku pernah melihat Hasan bin 'Ali di sisi Nabi saat beliau berada di atas mimbar. Sesekali beliau menoleh ke arah Hasan dan terkadang juga ke arah jamaah kaum Muslimin. Kemudian, Rasulullah sebersabda:

"Sesungguhnya anakku ini adalah *Sayyid*. Semoga melalui dirinya Allah mendamaikan dua kelompok [besar]<sup>318</sup> kaum Muslimin (yang bertikai)."

#### 5. Keutamaan nasab Rasulullah 🍇

Contoh lain dari kekhususan Nabi adalah manfaat dan kebaikan setiap nasab dan keturunan akan terputus pada hari Kiamat, kecuali nasab dan keturunan Rasulullah serta hubungan kekerabatan melalui perkawinan dengan beliau.

Allah 👺 berfirman:

"Apabila sangkakala ditiup, maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya." (QS. Al-Mu'minuun: 101) Imam Ahmad<sup>319</sup> meriwayatkan: Abu Sa'id, budak yang dibebaskan oleh Bani Hasyim, meriwayatkan kepada kami, ia berkata; 'Abdullah bin Ja'far meriwayatkan kepada kami, Ummu Bakar binti al-Miswar bin Makhramah meriwayatkan kepada kami dari 'Ubaidillah bin Abi Rafi', dari al-Miswar, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda:

"Fathimah adalah bagian dariku. Apa yang membuatnya marah maka itupun membuatku marah, dan apa yang membuatnya senang maka itu pun membuatku senang. Seluruh nasab akan terputus pada hari Kiamat nanti, kecuali nasabku, nasab keturunanku, dan nasab hubungan kekerabatan karena perkawinan denganku."

Hadits ini juga terdapat dalam *ash-Shahiihain* dari [al-Miswar],<sup>320</sup> namun tidak dengan lafazh tersebut dan tanpa tambahan di atas.

Al-Hafizh Abu Bakar al-Baihaqi<sup>321</sup> berkata: "Sejumlah ulama meriwayatkan hadits ini dengan tambahan tersebut, yaitu dari 'Abdullah bin Ja'far atau az-Zuhri. Ia meriwayatkan hadits tersebut dari Ummu Bakr binti al-Miswar bin Makhramah melalui jalur periwayatan dari ayahnya, namun [mereka tidak menyebutkan]<sup>322</sup> nama Ibnu Abi Rafi'. *Wallaahu a'lam.*"<sup>323</sup>

Diriwayatkan dari 'Umar bin al-Khaththab bahwasanya ketika dia melamar Ummu Kaltsum binti 'Ali bin Abi Thalib (cucu Rasulullah), 'Ali berkata kepadanya: "Ummu Kaltsum masih kecil." 'Umar berkata: "Sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah bersabda: "Setiap nasab dan keturunan akan terputus pada hari Kiamat nanti, kecuali nasab dan keturunanku. Oleh karena itulah aku ingin memiliki hubungan nasab dan keturunan dengan Rasulullah ." Maka 'Ali pun menikahkan 'Umar dengan puterinya itu.

Diriwayatkan juga oleh al-Baihaqi<sup>324</sup> dari hadits Sufyan bin Waki',—Sufyan ini perawi dha'if—dari Rauh bin 'Ubadah, dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Hasan bin Hasan, dari ayahnya, bahwasanya 'Umar .... Hasan kemudian menyebutkan kisah tersebut."325

Para sahabat kami dari kalangan ulama madzhab asy-Syafi'i menegaskan: "Ada yang berpendapat bahwa maksud hadits di atas adalah ummat Rasulullah pada hari Kiamat nanti akan menisbatkan nasabnya kepada beliau, sedangkan ummat lainnya tidak menisbatkan nasab mereka kepada Nabi-Nabi mereka."

Ada juga yang mengatakan bahwa artinya, nasab pada hari Kiamat nanti akan bermanfaat jika dinisbatkan kepada Nabi, berbeda dengan nasab-nasab lainnya. Pendapat terakhir ini lebih kuat daripada pendapat sebelumnya, bahkan dapat dikatakan bahwa pendapat sebelumnya lemah.

Allah Derfirman:

"(Dan ingatlah) akan hari (ketika) kami bangkitkan pada tiap-tiap ummat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri ...." (QS. An-Nahl: 89)

"Tiap-tiap ummat memiliki Rasul, maka apabila telah datang Rasul mereka, diberikanlah keputusan antara mereka dengan adil dan mereka (sedikit pun) tidak dianiaya." (QS. Yunus: 47)

Masih banyak lagi ayat-ayat lain yang menunjukkan bahwa setiap ummat akan dipanggil dengan nama Rasul yang telah diutus kepada mereka. Wallaahu a'lam [bish shawaab].326

Syaikh Abu 'Umar bin 'Abdul Barr menyebutkan dalam kitab al-Istii 'aab,<sup>327</sup> dalam biografi 'Utsman, bahwasanya Rasulullah se bersabda:

"Aku telah memohon kepada Rabbku agar tidak memasukkan ke dalam Neraka, seorang pun yang memiliki hubungan kekerabatan karena perkawinan denganku, atau aku memiliki hubungan kekerabatan karena perkawinan dengannya." 328

Akan tetapi, derajat hadits tersebut gharib.

# 6. Kekuatan Rasulullah a dan kemampuan beliau untuk melihat apa yang ada di belakangnya

Contoh lain dari kekhususan Rasulullah ﷺ yang tidak dimiliki ummatnya adalah beliau seorang yang paling kuat dan paling pemberani. Beliau tidak pernah lari dari musuh, berapa pun jumlah musuh yang dihadapi, baik sedikit maupun banyak.

Anas bin Malik berkomentar, yaitu ketika menyebutkan riwayat bahwa Rasulullah pernah menggilir isteri-isterinya dalam satu malam: "Kami menganggap beliau memiliki kekuatan tiga puluh orang laki-laki dari kalangan ummatnya." 329

Contoh lain adalah Rasulullah adapat melihat apa yang ada di belakangnya seperti melihat apa yang ada di hadapannya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadits. Telah dijelaskan pula sebelumnya hal yang senada dengan itu.<sup>330</sup>

Terdapat hadits yang diriwayatkan oleh al-Hafizh al-Baihaqi dalam kitabnya, *Dalaa-ilun Nubuwwah*, <sup>331</sup> ia berkata: Abu Sa'ad al-Malini mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad bin 'Adiy al-Hafizh meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Sulam<sup>332</sup> meriwayatkan kepada kami, ia berkata: 'Abbas bin al-Walid meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Zuhair bin 'Ubadah meriwayatkan kepada kami dari 'Abdullah bin Muhamad bin al-Mughirah, dari Hisyam bin 'Urwah, dari ayahnya, dari 'Aisyah , ia berkata: "Rasulullah bisa melihat dalam kegelapan seperti melihat dalam keadaan terang."

Akan tetapi, sanad hadits itu dha'if. Dinyatakan dha'if oleh al-Hafizh Ibnu 'Adiy dan al-Hafizh al-Baihaqi, serta ulama lainnya.

Al-Baihaqi<sup>333</sup> berkata: "Hadits ini diriwayatkan juga dari jalur lain, namun tidak kuat sanadnya. Abu 'Abdullah al-Hafizh meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Abu 'Abdullah Muhammad bin al-'Abbas meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Abu Ishaq bin Sa'id mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abu 'Abdullah Muhammad al-Khalil an-Naisaburi meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Shalih bin 'Abdullah an-Naisaburi meriwayatkan kepada kami, ia berkata: 'Abdurrahman bin 'Ammar asy-Syahid meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Mughirah bin Muslim meriwayatkan kepada kami dari Atha', dari Ibnu 'Abbas , ia berkata: 'Rasulullah dapat melihat pada waktu malam saat gelap gulita sebagaimana beliau dapat melihat pada waktu siang saat terang benderang.'"

Aku (Ibnu Katsir) berkomentar, adapun yang disampaikan oleh para ahli kisah dan lainnya bahwa beliau dapat melihat rasi (gugusan bintang) *Banaata Na'sy*<sup>334</sup> yang terdiri dari delapan bintang, padahal orang lain hanya melihat tujuh bintang, sesungguhnya riwayat ini tidak ada asalnya. *Wallaahu a'lam*.

### 7. Keturunan Fathimah 🐞 bernasab kepada Rasulullah 🌉

'Utsman bin Abi Syaibah meriwayatkan dari Jarir, dari Syaibah bin Na'amah, dari Fathimah binti al-Husain, dari Fathimah al-Kubra, ia bercerita bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

"Masing-masing anak Adam bernasab kepada ayahnya, kecuali anak-anak Fathimah. Mereka bernasab kepadaku dan akulah ayah mereka." 335

Ahmad bin Hanbal<sup>336</sup> dan ulama lainnya mengingkari 'Utsman bin Abi Syaibah dikarenakan riwayat tersebut. Al-Hafizh Abu Bakar al-Khathib menyatakan: "Telah diriwayatkan oleh perawi lain dari Jarir."

# PASAL 2

# Syafaat Dan Jenis-Jenisnya

# A. Syafa'at Uzhma

# B. Syafa'at Bagi Calon Penghuni Neraka

Maqam kedua dari syafaat adalah pertolongan yang diberikan Nabi kepada sekelompok ummatnya yang telah diperintahkan masuk Neraka, agar mereka tidak jadi dimasukkan ke dalamnya. Syafaat ini ditegaskan dalam sebuah hadits riwayat al-Hafizh Abu Bakar 'Abdullah bin Muhammad bin Abid Dun-ya dise dalam kitabnya, Ahwaalul Qiyaamah (Huru-hara Kiamat),<sup>339</sup> pada Bab "Syafaat", di akhir pembahasan.

Al-Hafizh menyebutkan: Said bin Muhammad al-Jarmi meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Abu 'Ubaid al-Haddad meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Tsabit al-Bunnani meriwayatkan kepada kami dari 'Ubaidillah bin 'Abdullah bin al-Harits bin Naufal, dari ayahnya, dari 'Abdullah bin 'Abbas , ia berkata bahwa Rasulullah & bersabda:

"Akan dibuatkan untuk para Nabi mimbar-mimbar dari emas, lalu mereka duduk di atas mimbar masing-masing. Tinggallah mimbarku yang belum diduduki. Aku terus berdiri di hadapan Allah agar dapat menolong ummatku. Aku khawatir segera disuruh masuk Surga, sementara ummatku tertinggal di belakang. Aku berkata: 'Ya Rabbi, ummatku.' Allah berfirman: 'Hai Muhammad, apa yang kamu harapkan dari-Ku untuk Aku lakukan terhadap ummatmu?' Aku berkata: 'Ya Rabbku, percepatlah hisab atas mereka.'

Mereka pun dipanggil dan dihisab. Di antara mereka ada yang masuk Surga dengan rahmat Allah dan ada juga yang masuk Surga karena syafaatku. Aku terus memberikan syafaat hingga aku memberikan surat kuasa (pertolongan) kepada sebagian orang dari ummatku yang seharusnya dimasukkan ke dalam Neraka. Sampai-sampai, Malaikat Malik, penjaga Neraka, berkata kepadaku: 'Hai Muhammad, tidakkah engkau memberikan kesempatan sedikit pun bagi api Neraka untuk menyiksa karena kemarahan Allah terhadap ummatmu?'"

Dalam riwayat lain al-Hafizh Abu Bakar menyebutkan: Isma'il bin 'Ubaid bin 'Umar³⁴⁰ bin Abu Karimah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Salamah meriwayatkan kepadaku dari Abu 'Abdurrahim: Zaid bin Abu Unaisah meriwayatkan kepadaku dari al-Minhal bin 'Amr, dari 'Abdullah bin al-Harits, dari Abu Hurairah , ia bercerita:

"Ummat manusia nanti akan dikumpulkan dalam keadaan telanjang. Mereka akan berkumpul dengan pandangan terpaku ke atas, menanti pengadilan dalam keadaan berdiri tegak selama 40 tahun. Setelah itu, Allah turun dari 'Arasy menuju al-Kursi. Yang pertama kali dipanggil adalah Ibrahim al-Khalil , lalu dipakaikan kepadanya

dua pakaian qubthiyah dari Surga. Kemudian, Allah berfirman: 'Bawalah kepada-Ku Nabi yang ummi, Muhammad .' Nabi bersabda: 'Aku pun berdiri, lalu dipakaikan kepadaku pakaian sutera dari Surga. Dipancarkan pula bagiku sebuah telaga yang luasnya sejauh jarak antara negeri Ailah hingga Ka'bah. Aku pun meminum airnya dan mandi, sementara leher-leher ummat manusia nyaris putus karena kehausan. Selanjutnya, aku berdiri di sisi kanan al-Kursi. Tidak ada seorang pun pada hari itu yang berdiri di tempat tersebut selain aku.' Barulah sesudah itu, Allah berfirman: 'Mohonlah sesuatu, pasti akan Aku kabulkan. Mintalah syafaat, pasti akan Aku berikan.'"

Perawi melanjutkan: "Seorang laki-laki bertanya: 'Apakah engkau mengharapkan sesuatu untuk kedua orang tuamu, wahai Rasulullah?' Beliau menjawab: 'Aku akan memberikan syafaat untuk mereka, tanpa peduli apakah ia diterima atau ditolak. Sungguh, aku tidak berharap apa-apa terhadap nasib mereka.'"<sup>341</sup>

Al-Minhal mengatakan bahwa 'Abdullah bin al-Harits juga menceritakan sebuah riwayat kepada kami, bahwasanya Nabi bersabda: "Aku pun lewat di hadapan sekelompok ummatku yang sudah diperintahkan masuk Neraka. [Mereka berkata: 'Wahai Muhammad, kami memohon syafaatmu.' Aku memerintahkan para Malaikat agar menahan mereka di tempatnya. Lantas, aku pergi meminta izin kepada Rabbku. Allah pun memberikan izin kepadaku. Kemudian, aku bersujud dan bertanya: 'Ya Rabbi, mengapa Engkau memerintahkan sebagian ummatku untuk masuk Neraka?']"<sup>342</sup>

Nabi melanjutkan: "Allah berfirman: 'Pergilah dan keluarkanlah siapa saja yang engkau kehendaki.' Aku pun pergi dan mengeluarkan siapa saja yang dikehendaki oleh Allah untuk dikeluarkan. Setelah itu, sebagian ummatku yang lain berkata: 'Wahai Muhammad, kami memohon syafaatmu.' Aku kembali lagi menemui Rabbku untuk meminta izin dan Allah memberikan izin. Maka dari itu, aku kembali bersujud. Allah berfirman: 'Angkatlah kepalamu dan mohonlah sesuatu, niscaya Aku akan mengabulkannya. Mintalah syafaat, niscaya Aku akan memberikannya.' Maka, aku pun berdiri sambil mengucapkan puji-pujian kepada Rabbku dengan

berbagai pujian yang belum pernah diucapkan oleh siapa pun, kemudian aku bertanya: 'Ya Rabbi, mengapa Engkau memerintahkan sebagian ummatku untuk masuk Neraka?'"

Nabi melanjutkan: "Allah berfirman: 'Pergilah dan keluarkanlah siapa saja yang kamu kehendaki.' Aku berkata: 'Ya Rabbi, keluarkanlah dari dalam Neraka setiap ummatku yang telah mengucapkan *Laa Ilaaha Illallaah*, juga bagi setiap orang yang dalam hatinya terdapat keimanan meski pun hanya sebesar atom?' Allah berfirman: 'Wahai Muhammad, itu bukanlah hakmu melainkan hak-Ku sendiri.' Aku pun pergi dan mengeluarkan siapa saja yang dikehendaki Allah untuk dibebaskan."

Rasulullah melanjutkan: "Tersisalah sebagian orang yang masuk Neraka. Penduduk Neraka mencemooh mereka seraya berkata: 'Kalian dahulu menyembah Allah dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu yang lain, tetapi mengapa kalian tetap masuk Neraka?' Mereka pun menjadi gundah dan bersedih karena ejekan itu. Sesudah itu, Allah mengirimkan Malaikat dengan membawa segenggam air, lalu memercikkan air tersebut kepada setiap kaum muwahhid (ahli tauhid) sehingga tidak tersisa seorang pun yang mengucapkan Laa Ilaaha Illallaah melainkan wajahnya pasti terkena percikan air tersebut.

Nabi melanjutkan: "Orang-orang itu pun akhirnya dikenal dengan tanda tersebut, sehingga penduduk Neraka yang lain merasa iri. Tidak lama kemudian, mereka dikeluarkan dari Neraka dan dimasukkan ke dalam Surga. Maka dikatakan kepada mereka: 'Pergilah! Mintalah persinggahan dari penghuni Surga. Kalaulah mereka semua singgah pada seorang laki-laki penghuni Surga, niscaya mereka akan mendapatkan kelapangan di sisinya. Mereka pun lantas disebut dengan nama muharraruun (orang-orang yang dibebaskan dari Neraka).'"<sup>343</sup>

Dalam hadits di atas dan dalam hadits sebelumnya terdapat indikasi bahwa Rasulullah ﷺ juga memberikan syafaat kepada sekelompok ummatnya yang telah diperintahkan masuk Neraka, yaitu untuk menolong mereka supaya tidak jadi masuk Neraka.

Sementara itu, hadits kedua menunjukkan bahwa Nabi meminta syafaat secara berulang-ulang. Dengan kata lain, beliau memberikan syafaat itu kepada sebagian ummatnya, kemudian kepada sebagian lainnya, lalu kepada yang lainnya, lalu kepada ummat yang lain lagi. Semua itu dilakukan sebelum mereka dimasukkan ke dalam Neraka. Oleh sebab itu, di akhir hadits disebutkan: "Tersisalah sebagian orang yang masuk Neraka."

Akan tetapi, sayangnya derajat hadits di atas mursal.

Ucapan beliau pada hadits pertama: "Di antara mereka ada yang masuk Surga dengan rahmat Allah dan ada juga yang masuk Surga karena syafaatku" merupakan indikasi adanya syafaat pada *maqam* ketiga, yakni syafaat untuk kaum yang pahala kebaikannya seimbang dengan dosa kejahatannya. Orang-orang itu belum berhak masuk Surga, namun juga tidak wajib masuk Neraka. Beliau pun memberikan syafaat kepada mereka agar masuk Surga.

### C. Syafa'at Bagi Pelaku Dosa Besar Yang Ada Di Dalam Neraka

Adapun syafaat pada maqam keempat adalah syafaat yang diberikan kepada para pelaku dosa besar yang sudah dimasukkan ke dalam Neraka, yaitu agar mereka dikeluarkan darinya. Banyak haditshadits shahih yang mutawatir dari Rasulullah dalam masalah ini, yang terdapat dalam kitab-kitab ash-Shahiih, kitab-kitab Musnad, dan kitab-kitab rujukan Islam lainnya.

Para ulama dan imam kaum Muslimin, dari dahulu sampai sekarang, sepakat menerima keabsahan hadits-hadits tersebut. Tidak ada yang menentangnya, kecuali kaum Khawarij dan orang-orang yang mengikuti bid'ah mereka, seperti Mu'tazilah dan lainnya. Hujjah mereka sudah terpatahkan dengan hadits mutawatir tersebut yang sebenarnya sesuai dengan syarat hadits mereka dalam perkara ini. Hanya saja, mereka belum mengetahui derajat mutawatir yang dimiliki hadits-hadits itu. Akibatnya, orang-orang ini mendustakan apa-apa yang belum mereka ketahui. Maka dari itu, tidak ada udzur bagi mereka.

Sesungguhnya orang yang tidak mempercayai *karamah* beliau dalam masalah ini pasti tidak akan mendapatkan manfaatnya.<sup>344</sup>

Rasulullah betul-betul memiliki sebuah kedudukan yang agung. Beliau akan memberikan syafaat untuk mengeluarkan para pelaku dosa besar dari Neraka, satu demi satu sampai empat kali, sebagaimana disebutkan dalam hadits-hadits di atas. Para Nabi juga memberikan syafaat seperti itu kepada ummat-ummat mereka. Demikian juga kaum Mukminin kepada keluarga dan teman-teman mereka. Bahkan, para Malaikat juga memiliki hak untuk memberikan syafaat. Setelah itu, akan dikeluarkan pula dari Neraka orang yang tidak memiliki kebaikan sama sekali, namun di dalam hatinya masih terdapat seberat zarrah (atom) keimanan, yaitu setiap orang yang pernah mengucapkan kalimat Laa ilaaha illallaah secara ikhlas.

# D. Syafa'at Setelah Melintasi Shirath

Maqam kelima adalah syafaat untuk kaum Mukminin setelah melintasi ash-Shirath (jembatan menuju Surga) agar mereka diizinkan masuk Surga. Beliau menceritakan bahwa ummat manusia menemui Adam , Nuh , Ibrahim , Musa , dan 'Isa (untuk meminta syafaat), baru kemudian mereka menemui Muhammad . Akhirnya, Nabi Muhammad pun memberikan syafaat kepada mereka. Semoga shalawat dan salam dilimpahkan kepada beliau hingga hari Kiamat. Pernyataan tersebut didukung oleh hadits Anas yang tertera dalam Shahiih Muslim, 345 bahwasanya Rasulullah bersabda:

"Akulah orang pertama yang memberikan syafaat di Surga."

### E. Syafa'at Untuk Menaikkan Derajat Di Surga

Maqam keenam dari maqam-maqam syafaat yang dimiliki Nabi ﷺ adalah syafaat untuk meningkatkan derajat sebagian kaum Mukminin dalam Surga. Syafaat jenis ini disetujui pula oleh kalangan Mu'tazilah dan kelompok lainnya. Dalilnya adalah hadits Ummu Salamah syang terdapat dalam Shahiih Muslim, 346 bahwasanya ketika Abu Salamah si meninggal dunia, Rasulullah si berdo'a:

"Ya Allah, ampunilah Abu Salamah, angkatlah derajatnya di antara orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadikanlah baginya pengganti untuk (memelihara) anak-anaknya di antara orang-orang yang ditinggalkan. Ampunilah kami dan ampunilah dia, ya Rabbal 'aalamiin. Ya Allah, lapangkanlah kuburnya dan berilah dia cahaya dalam kuburnya."

Demikian pula hadits lain dari Abu Musa al-Asy'ari , bahwasanya ketika dikabarkan kepada Rasulullah tentang terbunuhnya Abu 'Amir pada Perang Authas, beliau segera berwudhu' kemudian mengangkat kedua tangannya sambil berdo'a:

"Ya Allah, ampunilah 'Ubaid Abu 'Amir dan berilah kedudukan kepadanya di atas banyak makhluk-Mu yang lain pada hari Kiamat."

Hadits itu diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dalam kitab ash-Shahiihain.<sup>347</sup>

Inilah akhir dari kitab as-Siiiratun Nabawiyyah yang disusun dan ditulis oleh asy-Syaikh, al-Imam, al-Hafizh, al-'Allamah, Syaikhul Islam, Barakatul Anam, 'Imaduddin, Isma'il bin Katsir (Ibnu Katsir) & Semoga Allah memberi ampunan dengan karunia dan kemuliaan-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha Pemurah, dan Mahamulia.

Disalin oleh hamba Allah yang selalu mengharapkan ampunan-Nya, Sulaiman al-Madini, pelayan masjid Nabi ﷺ. Semoga Allah mengampuninya dan mengampuni seluruh kaum Muslimin. Segala puji bagi Allah, Rabb sekalian alam. Selesai pada tanggal 10 Syawwal 784 H. Semoga Allah menutupnya dengan kebaikan dan keselamatan. Sesungguhnya Allah 🏙 penguasa atas segala urusan. 348

### Sumber Rujukan dan Keterangan

- Yang dimaksud adalah al-Imam Muhammad bin Idris asy-Syafi'i 微氣.
- Ash-Shaimari adalah syaikh madzhab asy-Syafi'i dan termasuk ulama mereka, al-Qadhi Abul Qasim. Ia adalah 'Abdul Wahid bin al-Hasan ash-Shaimari, yang termasuk ahli dalam berbagai disiplin ilmu. Ia belajar dari Abu Hamid al-Marwazi dan Abul Fayadh. Para ahli fiqih berkelana ke tempatnya di Bashrah, bahkan kepadanyalah Aqdha al-Qudhah al-Mawardi belajar. Ash-Shaimari mempunyai kitab berjudul al-Iidhaah fil Madzhab dan al-Qiyaas wal 'Ilal. Syaikh ini meninggal dunia pada tahun 405 H.
- Ja adalah seorang imam dan syaikh madzhab asy-Syafi'i, Abu 'Ali, al-Hasan bin Shalih bin Khairan al-Baghdadi asy-Syafi'i. Ia pernah ditawari posisi qadhi (hakim), tetapi ia menolaknya. Ia pun mencela Ibnu Suraij karena menerima jabatan tersebut. Abu 'Ali meninggal pada tahun 320 H.
- 4 Pada naskah "w" tertulis: "Telah dibacakan di hadapan penulis 裁疑 pada pertemuan keenam, Ahad sore, tanggal 17 Syawwal, tahun 732 H, di Darul Hadits al-Asyrafiyyah."

5 Pada naskah "س" tertulis: "وَذَكَرَ".

6 Dalam kitabnya, Tahdziibul Asmaa' wal Lughaat (I/43-44).

- Pada naskah "¿" tertulis: "Pembahasan-pembahasan fiqih tidak pernah sepi dari masalah latihan." Yang benar adalah yang tertulis di atas, karena yang tertulis di atas sesuai dengan yang tercantum dalam Tahdziibul Asmaa' wal Lughaat (I/44).
- <sup>8</sup> Namanya Ahmad bin Ahmad al-Qash. Ia meninggal dunia di Thurthus tahun 335 H. Kitabnya yang disebutkan di atas adalah "at-Talkhiish fil furu'."
- Sunanul Kabiir (VII/36-76). Pada naskah "

  "
  dan "

  "
  tertulis: "Al-Hafizh Abu Bakar al-Baihaqi merangkai atas perkataannya tersebut dalam kitab Sunanul Kabiir."
- Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Shahiih-nya (no. 335) dan Muslim dalam Shahiih-nya (no. 521).

11 Shahiih Muslim (no. 2937) dari hadits an-Nawwas bin Sam'an 💥 😹 .

- Ahmad dalam Musnad-nya (II/222 atau XI/639/7068, terbitan al-Mu-assasah), asy-Syajari dalam al-Amaali (I/218), al-Baihaqi dalam al-Kubraa (I/222-223), al-Lalika-i dalam Syarh Ushuul I'tiqaad Ahlis Sunnah wal Jamaa'ah (IV/786-787/1451) dari dua jalur dari Yazid bin 'Abdullah bin al-Had, dari 'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya.
  - Saya berkomentar: "Sanad hadits ini hasan, karena adanya perselisihan yang populer tentang (riwayat) 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya."
  - Al-Mundziri berkata dalam at-Targhiib wat Tarhiib (III/450): "Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad shahih."
  - Al-Haitsami berkata dalam Majma'uz Zawaa-id (X/367): "Diriwayatkan oleh Ahmad dan para perawinya tsiqab."
  - Penulis the berkata dalam Tafsiirul Qur-aan al-'Azhiim (III/640): "Sanadnya bagus dan kuat, namun mereka tidak meriwayatkannya."
  - Syaikh Ahmad Syakir ﷺ menshahihkannya dalam ta'liq-nya atas kitab al-Musnad (XII/25). Sementara guru kami, al-Imam al-Albani ﷺ, menghasankannya dalam Shahiihut Targhiib wat Tarhiib (III/450/3634).
- Diriwayatkan oleh an-Nasa-i dalam as-Sunanul Kubraa (VIII/144-145/8827), ath-Thahawi dalam Musykilul Aatsaar (III/96-97/1071), Abu 'Awanah dalam Shahiih-nya (IV/227/6605), Ibnu Hibban dalam Shahiih-nya (XI/135/4807 Ihsaan), dan yang lainnya dari beberapa jalur, dari Mu'adz bin Hisyam ad-Dustuwa'i, dari ayahnya, dari Qatadah, dari Sa'id bin al-Musayyib, dari Abu Hurairah secara marfu'.
  - Saya menilai: "Sanad hadits ini hasan. Para perawinya tsiqah (dan termasuk) perawi ash-Shahiihain, sedangkan Mu'adz dikomentari dengan komentar yang tidak menurunkannya dari derajat hasan. Hadits ini dishahihkan juga oleh guru kami, al-Imam al-Albani ﷺ, dalam ash-Shahiihah (I/396)."
  - Hadits ini memiliki jalur lain yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (no. 3085), an-Nasa-i dalam at-Tafsiir (229), Ahmad (II/252), Ibnu Abi Syaibah dalam al-Mushannaf (XIV/387-388/18587), Ibnul Jarud dalam al-Muntaqaa (1071), Ibnu Hibban dalam Shahiih-nya (XI/134/4806 Ihsaan),

dan banyak lagi yang lainnya dari beberapa jalur, dari al-A'masy, dari Abu Shalih as-Samman, dari Abu Hurairah 🚁 .

At-Tirmidzi berkata: "Hadits hasan shahih gharib dari hadits al-A'masy."

Saya menegaskan: "Sanad hadits ini shahih sesuai dengan syarat al-Bukhari dan Muslim, sebagaimana yang dikatakan guru kami, al-Albani ﷺ, dalam ash-Shahiihah (V/188/2155).

"س" Tambahan dari naskah "س".

<sup>15</sup> Tidak tercantum pada naskah "7" dan "6".

16 Diriwayatkan oleh Muslim dalam Shahiih-nya (no. 197) dari hadits Anas 🚜 .

Hadits-hadits syafaat mutawatir, sebagaimana yang dituliskan oleh mayoritas ulama, bahkan sebagian ulama menghimpun hadits-hadits tersebut ke dalam karya tersendiri; sedangkan al-Bukhari dan Muslim hanya meriwayatkan sebagiannya. Silakan lihat kitab Shahiihul Bukhari (no. 4476, 6565, 7410) dan Shahiih Muslim (no. 193).

Pada naskah "ح" dan "۶" tertulis: "بَعْدَهَا".

<sup>20</sup> At-Tauhiid (II/588-836).

21 As-Sunnah (II/369-414) dengan tahqiq dan takhrij guru kami, al-Imam al-Albani 💥.

Diriwayatkan oleh Ishaq bin Rahawaih dalam Musnad-nya, sebagaimana di dalam al-Mathaalibul 'Aaliyah (III/299-300/3029, terbitan Daar al-Wathaan atau XII/571/3013, terbitan Daar al-Aashimah) dan It-haaful Khiyarah al-Maharah (I/187/234, terbitan al-Wathaan); Ibnu Abu Dun-ya dalam al-Ahwaal (86-91/55); ath-Thabari dalam Jaami'ul Bayaan (XVI/25, XX/13-14, XXIV/20-21); ath-Thabrani dalam al-Mu'jamul Kabiir (XXV/237-246/36 – al-Ahaadiitsuth Thiwaal); Abu Ya'la dalam al-Musnadul Kabiir sebagaimana yang tertera juga dalam al-Bidaayah wan Nihaayah (XIX/310-313) dan Fat-hul Baari (XI/368); Ibnu Abi Hatim dalam Tafsiir-nya (IX/2928/16621, 2929-2932/16627-16629); Abusy Syaikh dalam al-'Azhamah (III/821-837/386, 838/387, 839/388); al-Baihaqi dalam al-Ba'ts wan Nusyuur (336/609); Abu Musa al-Madini dalam ath-Thiwaalaat sebagaimana yang tertera dalam al-Bidaayah wan Nihaayah (XIX/313, 322), 'Abdu bin Humaid dalam Tafsiir-nya, Ibnul Mundzir dalam Tafsiir-nya, dan 'Ali bin Ma'bad dalam ath-Thaa'ah wal Ma'shiyah; Ibnu Mardawaih dalam Tafsiir-nya; serta Abul Hasan bin al-Qaththan dalam al-Muthawwalaat, sebagaimana dalam Fat-hul Baari (XI/368) dan ad-Durrul Mantsuur (V/339).

Penulis ti berkata dalam al-Bidaayah wan Nihaayah (XIX/322-323): "... dari berbagai jalur periwayatan, dari Isma'il bin Rafi', pendongeng penduduk Madinah, di mana dia dikomentari karena sebab ini. Pada beberapa jalur yang lain, yaitu dari Isma'il bin Rafi', pendongeng penduduk Madinah, juga dikomentari karena sebab ini. Pada sebagian redaksinya ada beberapa kalimat yang mungkar dan diperselisihkan. Aku telah menjelaskan jalur-jalur periwayatannya itu dalam kitab tersendiri."

Saya berkomentar: "Isma'il bin Rafi' al-Madani bukanlah pemalsu hadits. Kemungkinan yang ada ialah ia mengumpulkan hadits ini dari berbagai jalur periwayatan dan dari berbagai tempat, lalu meriwayatkannya dalam satu redaksi. Ia menceritakannya kepada penduduk Madinah, bahkan tokoh-tokoh masyarakat turut menghadirinya. Alhasil, haditsnya diriwayatkan oleh mayoritas ulama besar di kota itu, seperti Abu 'Ashim an-Nabil, al-Walid bin Muslim, Makki bin Ibrahim, Muhammad bin Syu'aib bin Syabur, 'Abdah bin Sulaiman, dan yang lainnya. Meskipun demikian, statusnya dalam hadits ini masih diperselisihkan. Sebab, terkadang Isma'il berkata: 'Dari Muhammad bin Yazid, dari Muhammad bin Ka'ab, dari seorang laki-laki, dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ, 'tetapi terkadang ia menguraikannya tanpa menyebutkan laki-laki tersebut."

Ishaq bin Rahawaih meriwayatkannya dari 'Abdah bin Sulaiman, dari Isma'il bin Rafi', dari Muhammad bin Yazid bin Abu Ziyad, dari seorang laki-laki, dari suku Anshar, dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ. Di antara mereka ada yang menghilangkan sanad laki-laki yang pertama tadi.

Guru kami, al-Hafizh al-Mizzi, berkata: "Inilah yang paling dekat (dengan kebenaran)." Al-Walid bin Muslim meriwayatkannya dari Isma'il bin Rafi' dan dia memiliki sebuah karya yang menjelaskan penguat-penguatnya dari hadits-hadits yang shahih."

Al-Hafizh Abu Musa al-Madini berkata setelah membawakan hadits ini secara sempurna: "Memang masih ada yang mengomentari sanad hadits ini, tetapi kebanyakan matannya diriwayatkan secara terpisah dengan sanad shahih. Barulah kemudian beliau mengomentari keanehan hadits tersebut."

Ia juga berkata dalam *Tafsiir*-nya (III/384): "Hadits ini masyhur sekaligus sangat aneh, namun sebagian riwayat di dalamnya memiliki penguat dari hadits-hadits lain yang terpisah. Pada sebagian lafazhnya pun ditemukan beberapa kalimat yang munkar. Isma'il bin Rafi', perawi penduduk Madinah, hanya sendirian dalam meriwayatkannya. Status Isma'il bin Rafi' masih diperselisihkan, ada yang men-tsiqab-kannya dan ada pula sebagian lagi yang mendha'ifkannya. Yang jelas, lebih dari seorang ulama yang mengomentari haditsnya, seperti Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Hatim ar-Razi, dan 'Amr bin 'Ali al-Fallas. Lebih dari itu, beberapa ulama lain menyatakannya matruk. Ibnu 'Adi berkata: 'Semua hadits-haditsnya perlu dikoreksi, kecuali jika ia menulis haditsnya pada kumpulan riwayat-riwayat dha'if.'"

Saya menambahkan: "Sanad hadits ini masih banyak diperselisihkan. Saya telah menyusun sebuah risalah khusus dalam masalah ini secara terpisah. Adapun redaksinya benar-benar aneh, sampaisampai dikatakan: 'Ia mengumpulkan banyak hadits lalu menggabungkannya menjadi satu redaksi.'

Oleh sebab itulah, haditsnya dinyatakan munkar."

Saya juga mendengar guru kami, al-Hafizh Abul Hajjaj al-Mizzi, mengatakan bahwasanya ia melihat karya al-Walid bin Muslim, yakni terkumpul di dalamnya penguat-penguat untuk sebagian isi hadits ini. *Wallaahu a'lam*.

Al-Hafizh Ibnu Hajar Alf dalam al-Fath (XI/368-369) berkata: "... Pusat peredaraan hadits ini terletak pada Isma'il bin Rafi'. Dia kacau dalam sanadnya, di samping dha'if. Terkadang dia meriwayatkan dari Muhammad bin Ka'ab al-Qurazhi tanpa perantara, namun terkadang dengan perantara seorang laki-laki yang tidak disebutkan namanya. Kadang pula meriwayatkan dari Muhammad dari Abu Hurairah tanpa perantara, tapi kadang pula melalui seorang laki-laki dari suku Anshar yang lagi-lagi tidak disebutkan namanya. Hadits ini diriwayatkan pula oleh Isma'il bin Abu Ziyad asy-Syami, seorang perawi dha'if juga, di dalam Tafsiir-nya dari Muhammad bin 'Ajlan, dari Muhammad bin Ka'ab al-Qurazhi. Mughlathai mengkritik 'Abdul Haq karena melemahkan hadits ini hanya dengan keberadaan Isma'il bin Rafi', namun terluput darinya bahwasanya asy-Syami lebih dha'if daripada Isma'il. Sepertinya ia memalsukan hadits tersebut kemudian menyandarkannya kepada Ibnu 'Ajlan. Ad-Daraquthni berkata: 'Ia perawi matruk, pemalsu hadits.' Al-Khalili berkata: 'Syaikh yang dha'if, dan dalam kitab Tafsiir-nya terdapat sesuatu yang tidak boleh diikuti.' Al-Hafizh 'Imaduddin bin Katsir di dalam hadits ash-Shuwar berkata: 'Isma'il bin Rafi' mengumpulkannya dari beberapa atsar dan hadits asalnya dari Abu Hurairah, lalu ia membawakannya di dalam satu redaksi.' Hadits dari jalur Isma'il bin Rafi' itu dishahihkan oleh al-Qadhi Abu Bakar bin al-'Arabi dalam Syarh-nya, yang kemudian diikuti oleh al-Qurthubi dalam at-Tadzkirah, tetapi perkataan 'Abdul Haq yang mendha'ifkannya lebih utama, sebagaimana sebelumnya telah didha'ifkan juga oleh al-Baihagi."

Guru kami, al-Imam al-Albani ﷺ, berkomentar dalam Ta'liq 'alal 'Aqiidah ath-Thahawiyyah (hlm. 265): "Sanadnya dha'if, karena diriwayatkan dari jalur Isma'il bin Rafi' dan Yazid bin Abu Ziyad, keduanya perawi dha'if, dengan sanad mereka dari seorang laki-laki Anshar yang majhul, tidak disebutkan namanya."

Pada naskah "س" tertulis: "اَلطِّوَالاَث".
 Shahiihul Bukhari (III/338/1474, 1475).

<sup>25</sup> Maksudnya, bukan orang yang pantas untuk itu.

- Musnad al-Imam Ahmad (III/140): Husain bin 'Ali al-Ju'fi meriwayatkan kepada kami dari Za-idah bin Qudamah, dari al-Mukhtar bin Fulful.
  - Saya menilai: "Sanad hadits ini shahih sesuai dengan syarat Muslim, sebagaimana diriwayatkan dalam *Shahiih*-nya (197/332): Abu Bakar bin Abu Syaibah meriwayatkan kepada kami; Husain. Diriwayatkan juga olehnya pada tempat lain (196/330) dari jalur Jarir, dari 'Abdul Hamid, dari al-Mukhtar bin Fulful.
- <sup>27</sup> Shahiihul Bukhari (no. 2884, 4323) dan Shahiih Muslim (no. 2498).

28 Diriwayatkan oleh Muslim dalam Shahiih-nya (no. 920) dari hadits Ummu Salamah 👑 .

- <sup>29</sup> Uraian yang diapit oleh tanda kurung [ ... ] dari halaman sebelumnya sampai halaman ini tidak tercantum pada naskah "w".
- Dijabarkan oleh penulis من pada pasal terakhir dalam kitabnya, namun hanya terdapat pada naskah "س" saja.

31 Allah 👺 juga berfirman:

# ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَبَكِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞ ﴾

"Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada ummat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui." (QS. Saba': 28)

Pada naskah "¬" dan "وَلَيْسَ".

Tidak tercantum pada naskah "¬" dan "ɛ". Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas, Anas, Ibnu 'Umar, Abu Hurairah, Shafiyyah, dan Abu Bakrah. Semua jalurnya dha'if dan tidak kuat untuk menetapkan kekhususan Nabi 轞.

Penulis ALE berkata dalam al-Bidaayah wan Nihaayah (II/265): "Sebagian mereka menyatakan keshahihannya karena diriwayatkan melalui beberapa jalur, bahkan sebagian mereka menyangka hadits ini mutaawatir. Semua pendapat tersebut perlu ditinjau ulang."

Saya berkomentar: "Al-Hakim menilai dalam al-Mustadrak (II/602) bahwasanya hadits ini mutaawatir, sedangkan adz-Dzahabi mengomentarinya dengan perkataan: 'Aku tidak mengetahui ada (riwayat) yang shahih darinya, lalu bagaimana bisa dikatakan *mutaawatir*?"

Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah juga mendha'ifkan hadits tersebut dalam Zaadul Ma'aad (I/81, terbitan ar-Risaalah).

Secara keseluruhan, derajat hadits ini tidak shahih. Silakan lihat perinciannya di dalam ta'liq kami atas kitab *Tuhfatul Mauduud* karya Ibnu Oayyim al-Iauziyah (hlm. 334-341).

- Tanqiihul Fuhuum (hlm. 259-267), bab kedua: "Uraian Mengenai Khitan İbrahim al-Khalil dan Para Nabi Sesudahnya."
- Silakan lihat kitab saya yang berjudul al-Maqaalaatus Salafiyyah (hlm. 31). Di dalamnya terdapat penjelasan yang sangat bagus tentang rahasia keabadian al-Qur-an.

Pada naskah "" dan "" tertulis: "أَإِلَّا أَنْ يَّكُونَ مِنَ الْحَدِيْثِ وَقَوْلُهُ بِحَيْثُ". Diriwayatkan oleh 'Abdurrazzaq dalam Tafsiir-nya (I/2/372)-dan 'Abdu bin Humaid meriwayatkan darinya di dalam Musnad-nya (III/92-93/1183 – al-Muntakhab), Ahmad dalam Musnad-nya (III/164), at-Tirmidzi dalam Sunan-nya (V/301/3131), Abu Ya'la dalam Musnad-nya (V/459/3184), ath-Thabari dalam Jaami'ul Bayaan (XV/12), Ibnu Hibban dalam Shahiib-nya (I/234-235/46 – Ihsaan), al-Ajuri dalam *asy-Syarii'ah* (III/1535-1536/1028), al-Baihagi dalam *Dalaa-ilun Nubuwwah* (II/362-363): Ma'mar meriwayatkan kepada kami dari Qatadah, dari Anas.

Saya berpendapat: "Sanad hadits ini shahih sesuai dengan syarat asy-Syaikhani."

At-Tirmidzi berkata: "Hadits ini hasan gharib."

Dishahihkan pula oleh guru kami, al-Imam al-Albani ﷺ, dalam kitabnya, al-Isra' wal Mi'raj (hlm. 37).

Diriwayatkan oleh Muslim dalam Shahiih-nya (no. 162) dari hadits Anas 👼 .

- ." الدُّنُوَّ مِنْهُ؛ لِلتَّعْطِيْمِ" "tertulis " ح" dan "ح" dan "ح" tertulis " الدُّنُوَّ مِنْهُ؛ لِلتَّعْطِيْمِ".
- Diriwayatkan oleh Muslim dalam Shahiih-nya (no. 384) dari hadits 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Ash

<sup>42</sup> Tidak tercantum pada naskah "س".

Penulis 🕮 mengisyaratkan hadits shahih dari Nabi 🛎: "Ummatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan." Adapun dalam lafazh lainnya: "Allah tidak akan mengumpulkan ummatku—atau beliau bersabda: ummat ini—di atas kesesatan selama-lamanya."

Hadits ini diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (IV/466/2166 - dengan ringkas), al-Hakim (I/116) dan al-Baihaqi meriwayatkan darinya dalam al-Asmaa' wash Shifaat (II/136/702), al-Khathib al-Baghdadi dalam al-Faqih wal Mutafaqqih (I/411/426-dengan ringkas), Ibnu Baththah dalam al-Ibaanah (I/347-348/222 - dengan ringkas) dari jalur 'Abdurrazzaq: Ibrahim bin Maimun meriwayatkan kepada kami, 'Abdullah bin Thawus meriwayatkan kepada kami dari ayahnya, dari Ibnu 'Abbas.

Saya menilai: "Sanad hadits ini shahih. Para perawinya tsiqah dan termasuk perawi kitab ash-Shahiih selain Ibrahim. Meskipun demikian, ia dapat dianggap *tsiqah*, sebagaimana diterangkan dalam *at*-Tagriib."

At-Tirmidzi berkata: "Hadits ini hasan gharib. Kami tidak mengetahui riwayatnya dari Ibnu 'Abbas, kecuali dari jalur ini."

Al-Hakim berkata: "Ibrahim bin Maimun telah direkomendasikan oleh 'Abdurrazzaq berdasarkan pujian terhadapnya. 'Abdurrazzaq adalah imam penduduk Yaman sehingga rekomendasinya termasuk hujjah."

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam Muwaafaqatul Khabar al-Khabar (I/114): "Para perawinya

termasuk perawi kitab *ash-Shahiih*, kecuali Ibrahim bin Maimun, namun keduanya (al-Bukhari dan Muslim) tidak meriwayatkannya."

Saya berkomentar: "Ibrahim bin Maimun itu tsiqah, sebagaimana yang dikatakan al-Hafizh sendiri dalam at-Taqriih. Ia juga di-tsiqah-kan juga oleh Ibnu Ma'in, Ibnu Hibban dan yang lainnya. Dengan demikian, sanad hadits tersebut sangat shahih, bahkan merupakan sanad yang paling shahih dalam periwayatan hadits ini. Hadits ini dishahihkan juga oleh guru kami, al-Imam al-Albani \(\overline{a}\verline{b}\verline{c}\), dalam Misykaatul Mashaabiih (I/135 – al-Hidaayah)."

Hadits ini memiliki penguat dari hadits Abu Bashrah al-Ghifari, 'Abdullah bin 'Umar, Abu Malik al-Asy'ari, Anas bin Malik, Abu Mas'ud al-Anshari secara mauquf, al-Hasan al-Bashri secara mursal,

dan yang lainnya.

Hadits Abu Bashrah al-Ghifari diriwayatkan oleh Ibnu Abi Khaitsamah dalam at-Taariikhul Kabiir, sebagaimana di dalam Muwaafaqatul Khabar al-Khabar (I/106) dan al-Mu'tabar (hlm. 61); Ahmad (VI/396); ath-Thabrani dalam al-Mu'jamul Kabiir (II/280/2171)--dan dari jalurnya diriwayatkan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar dalam Muwaafaqatul Khabar al-Khabar (I/105-106)-- dan Ibnu 'Abdil Barr dalam Jaami' Bayaanil 'Ilmi wa Fadhlih (I/756/1390) dari jalur al-Laits bin Sa'ad, dari Abu Hani' al-Khulani, dari seorang yang mengabarkan kepadanya, dari Abu Bashrah.

Al-Hafizh berkata: "Para perawinya termasuk perawi kitab ash-Shahiih, kecuali seorang Tabi'in yang tidak disebutkan namanya."

Ibnu Hajar juga berkata dalam *Badzlul Maa'uun* (hlm. 130): "Para perawinya *tsiqah*, hanya saja di dalam sanadnya terdapat seorang perawi yang tidak disebutkan namanya."

Hadits 'Abdullah bin 'Umar & diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dalam Jaami'-nya (IV/466/2167), Ibnu Abi 'Ashim dalam as-Sunnah (I/39/80), ath-Thabrani dalam al-Mu'jamul Kabiir (12/no.13623), Abu Nu'aim al-Ashbahani dalam Hilyatul Auliyaa' (III/37), al-Hakim (I/115-116), al-Baihaqi dalam al-Asmaa' wash Shifaat (II/133-134/701), al-Lalika-i dalam Syarh Ushuul I'tiqaad Ahlis Sunnah wal Jamaa'ah (I/118/154), Abu 'Amr ad-Dani dalam as-Sunanul Waaridah fil Fitan (III/747-748/368), Ibnu Hazm dalam al-Ihkam (IV/192), adh-Dhiya' al-Maqdisi dalam al-Ahaadiitsul Mukhtaarah—dari jalurnya dan dari jalur lainnya yang diriwayatkan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar dalam Muwaafaqatul Khabar al-Khabar (I/109, 110)—dari jalur al-Mu'tamir bin Sulaiman, dari Sulaiman bin Sufyan maula Alu Thalhah al-Madani, dari 'Abdullah bin Dinar, dari Ibnu 'Umar. Sebagian mereka mengatakan bahwa riwayat itu dari al-Mu'tamir bin Sulaiman, dari ayahnya, dari 'Abdullah bin Dinar. Ada pula yang berpendapat dari al-Mu'tamir, dari Salam bin Abul Dzayyal, dari Ibnu Dinar. Terdapat juga pendapat lainnya selain itu."

Al-Hafizh berkata: "Hadits ini gharib, ... perawinya perawi ash-Shahiih, tetapi cacat. Al-Hafizh adh-Dhiya' telah menyatakan zhahir sanad hadits tersebut dan mengeluarkannya dalam al-Ahaadiitsul Mukhtaarah mimma laisa fish Shahiihain, sebagaimana ia membawakannya dari jalurnya. Diriwayatkan juga oleh al-Hakim ... dan dia berkata: 'Jikalau shahih, pasti aku akan menyatakannya shahih atas syarat Muslim. Akan tetapi, terdapat perselisihan tentang Mu'tamir hingga mencapai

tujuh pendapat." Kemudian, al-Hakim pun menyebutkan ketujuh pendapat itu.

Alhasil, bahwasanya ada yang mengatakan dari Mu'tamir, dari ayahnya. Ada yang mengatakan dari Mu'tamir, dari Sulaiman tanpa menyebutkan sanadnya. Ada juga yang berpendapat dari Mu'tamir, dari Sufyan tanpa disebutkan sanadnya. Selain itu, ada yang berkata dari Mu'tamir, dari Salam bin Abul Dzayyal .... Demikianlah yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan Ibnu Abi 'Ashim, keduanya dari Mu'tamir. Akan tetapi, tercantum di dalam riwayat mereka berdua lainnya: 'Dari Sulaiman.'

At-Tirmidzi berkata: 'Gharib. Kami tidak mengetahuinya, kecuali dari jalur ini. Menurutku, Sulaiman adalah Ibnu Sufyan al-Madani.' Ia menukilnya dalam kitab al-Ilal al-Mufrad [(II/817)]

dari al-Bukhari mengenai apa yang ditegaskan di sini.

Al-Hakim berkata setelah menyebutkan perselisihan tentang Mu'tamir: 'Menurut kami, al-Hakam tidak menetapkan suatu jalur dari sejumlah jalur ini atas yang lainnya. Di sisi lain, guru kami, Abu 'Ali an-Naisaburi, menguatkan pendapat yang mengatakan: dari Sulaiman bin Sufyan. Ia pun berkata: 'Seandainya kami mengambil pendapatnya itu, maka hal itu hanya akan menambah kedha'ifan hadits ini.' Aku (al-Hafizh) menegaskan: al-Hakim menghindari suatu masalah namun terjerumus pada masalah yang sama. Karena jika ia tidak menguatkan pendapat, sementara pendapat itu tidak mungkin digabungkan, maka yang demikian itu akan berkonsekuensi *mudhtharib*, sedangkan

mudhtharib merupakan salah satu jenis hadits dha'if. Al-Huffazh (para ahli hadits) telah sepakat, seperti al-Bukhari, at-Tirmidzi, dan Abu 'Ali, menguatkan dan mengunggulkan pendapat orang yang mengatakan Sulaiman bin Sufyan. Pendapat ini disepakati juga oleh ad-Daraquthni dalam al-Ilalul Kabir. Dengan demikian, seolah-olah orang yang berkata dari ayahnya mengira bahwasanya ia berkata dari Sulaiman, yaitu ayahnya, karena nama ayahnya adalah Sulaiman. Adapun pendapat orang yang menyatakan dari Salam, ini merupakan kesalahan tulis. Orang yang mengatakan: Ibnu 'Abud Dzayyal, ia telah menisbatkannya berdasarkan sangkaan. Sdangkan yang mengatakan: Sufyan, ia telah terbalik dalam penyebutan kun-yah-nya dengan namanya. Adapun perselisihan pendapat lainnya, hal itu tidak perlu dipertentangkan, karena sesuatu yang berdasarkan keraguan itu tidak perlu dipertimbangkan.

Jika diketahui bahwasanya ia adalah Sulaiman bin Sufyan maka jelaslah bahwa orang itu termasuk perawi dha'if. Yahya bin Ma'in, Abu Zur'ah, Abu Hatim, dan yang lainnya mendha'ifkannya. Al-Bukhari berkata: 'Munkarul hadiits.' Aku tidak mendapati seorang pun yang men-tsiqah-kannya walaupun Ibnu Hibban menyebutkannya dalam ats-Tsiqaat dan berkata: 'Banyak berbuat kesalahan. Jika ia banyak berbuat kesalahan, berarti ia telah dikomentari.' Jika benar begitu, mengapa ia dicantumkan di dalam ats-Tsiqaat? Maka dari itu, pendapat jumhurlah yang menjadi patokan. Wallaahu a'lam." Demikianlah perkataan al-Hafizh secara lengkap.

Guru kami ﷺ, berkata dalam *Zhilaalul Jannah* (I/40): "Sanadnya dha'if. Karena Sulaiman bin Sufyan adalah Abu Sufyan al-Madani, maula Alu Thalhah bin 'Ubaidillah, dan ia dha'if sebagaimana diutarakan dalam *at-Taqriib*." Setelah itu, guru kami menjelaskan perselisihan yang terjadi.

Hadits Abu Malik al-Asy'ari diriwayatkan oleh Abu Dawud (IV/98/4253); Ibnu Abi 'Ashim dalam as-Sunnah (I/44/92); ath-Thabrani dalam al-Mu'jamul Kabiir (III/262/3440) dan Musnad asy-Syaamiyyiin (II/442/1663)-dari jalurnya diriwayatkan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar dalam Muwaafaqatul Khabar al-Khabar (I/106) dari jalur Muhammad bin Isma'il bin 'Ayyasy: ayahku meriwayatkan kepadaku; Dhamdham bin Zur'ah meriwayatkan kepadaku dari Syuraih bin 'Ubaid, dari Abu Malik.

Penulis क्षेप्र berkata dalam Tuhfatuth Thaalib (hlm. 146): "Sanad hadits ini perlu diteliti kembali."

Al-Hafizh berkata: "Abu Dawud tidak mengomentarinya. Akan tetapi, Abu 'Ubaid al-Ajuri berkata: 'Aku bertanya kepada Abu Dawud tentang Muhammad bin Isma'il bin 'Ayyasy.' Beliau berkata: 'Ia tidak di situ.' Sepertinya beliau mengisyaratkan kepada perkataan Abu Hatim: 'Muhammad bin Isma'il tidak mendengar dari ayahnya.' Masalah ini sebenarnya terletak pada perkataannya di dalam sanad: 'Dari ayahku.' Kelihatannya ia membolehkan penggunaan lafazh tahdits (haddatsana) untuk riwayat yang berasal dari ijaazah.

Di dalam redaksi yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dari Muhammad bin 'Auf diterangkan bahwasanya ia membaca hadits ini dari naskah asli Isma'il bin 'Ayyasy. Isma'il sendiri telah dikomentari, tetapi kesimpulan tetap menunjukkan riwayatnya dari asy-Syaamiyyiin kuat, sementara hadits ini termasuk di dalamnya. Adapun gurunya, Himshi, adalah perawi shaduq. Meskipun demikian, hadits ini memiliki cacat yang lain, seperti halnya yang dikatakan oleh Abu Hatim ar-Razi: 'Syuraih bin 'Ubaid tidak mendengar dari Abu Malik al-Asy'ari.'"

Guru kami, al-Imam al-Albani & berkata dalam adh-Dha'iifah (IV/19): "Perawi sanad hadits ini tsiqah, tetapi terputus antara Syuraih, yaitu Ibnu 'Ubaid al-Hadhrami al-Mishri, dan Abu Malik al-Asy'ari. Ia tidak berjumpa dengannya, sebagaimana yang ditetapkan al-Hafizh di dalam at-Tahdziib. Kemungkinan ia (al-Hafizh) tidak mengetahui hakikat (jalur sanad) ini ketika berkata dalam Badzlul Maa'uun (I/25): "Sanadnya hasan, termasuk riwayat Isma'il bin 'Ayyasy dari asy-Syaamiyyiin, dan riwayatnya diterima."

Saya menegaskan: "Benar apa yang mereka berdua katakan."

Isma'il bin 'Ayyasy meriwayatkan hadits tersebut dari Yahya bin 'Ubaidillah bin 'Abdullah bin Mauhib, dari ayahnya, dari Abu Hurairah. Hadits ini diriwayatkan oleh al-Khatib al-Baghdadi dalam al-Faqih wal Mutafaqqih (I/410/424), Abu 'Amr ad-Dani dalam as-Sunanul Waaridah fil Fitan (III/745-746/367), dan Nasr al-Maqdisi dalam al-Hujjah (hlm. 25 secara ringkas).

Sanad hadits ini dha'if sekali. Di dalamnya terdapat beberapa kelemahan: (1) hadits ini diriwayatkan Isma'il dari selain penduduk Syam sehingga derajatnya dha'if, sebagaimana diketahui bahwa Yahya adalah seorang Madani, (2) Yahya bin 'Ubaidillah perawi *matruk*, sebagaimana disebutkan dalam *at*-

Tagriib, dan (3) Abu 'Ubaidillah seorang yang maihul, sebagaimana dijelaskan dalam at-Tagriib. Hadits Anas bin Malik diriwayatkan oleh Ibnu Majah (II/1303/3950); 'Abdu bin Humaid dalam Musnad-nya (III/112/1218 - al-Muntakhab) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar dalam Muwaafaqatul Khabar al-Khabar (I/113); Ibnu Abi 'Ashim dalam as-Sunnah (I/41/48) -dan dari jalurnya diriwayatkan oleh al-Mizzi dalam Tahdziibul Kamaal (33/287); ad-Daraquthni dalam al-Afraad (II/261/1318 - Athraafihi); al-Lalika-i dalam Syarh Ushuul I'tiqaad Ahlis Sunnah wal Jamaa'ah (I/117-118/153); serta al-Hafizh Ibnu Hajar (I/113) dari jalur Baqiyyah bin al-Walid: Mu'an bin Rifa'ah meriwayatkan kepada dari Abu Khalaf al-A'ma, dari Anas.

Al-Hafizh berkata: "Hadits ini gharih, ... Ad-Daraquthni berkata dalam al-Afraad: 'Mu'an bin Rifa'ah sendirian dalam meriwayatkan dari Abu Khalaf, yang namanya adalah Hazim bin 'Atha'.' Mu'an adalah perawi shaduq yang memiliki kelemahan, sedangkan gurunya dha'if." Sampai di sini

perkataan al-Hafizh.

Penulis क्षेत्र berkata dalam Tuhfatuth Thaalib (hlm. 149-150): "Hadits ini, dengan sanad ini, adalah dha'if. Sebab, Mu'an bin Rifa'ah didha'ifkan oleh Yahya bin Ma'in. As-Sa'di dan Abu Hatim ar-Razi berkata: 'Ia tidak dapat dijadikan hujjah.' Ibnu Hibban berkata: 'Saya membenarkan meninggalkan (haditsnya).' Al-Azdi berkata: 'Tidak boleh berhujjah dengan haditsnya, dan haditsnya tidak boleh ditulis.' Yahya bin Ma'in berkata tentang Abu Khalaf al-A'ma: 'Ia adalah pendusta.' Demikianlah yang diceritakan oleh Ibnu Jauzi. Abu Hatim berkata: 'Haditsnya munkar, tidak kuat.' Ibnu Hibban berkata: 'Ia mengemukakan riwayat yang tidak identik dengan hadits shahih.'"

Guru kami ﷺ berkata: "Sanadnya dha'if sekali. Ada yang berpendapat bahwa Abu Khalaf al-A'ma adalah Hazim bin 'Atha'. Al-Hafizh berkata: 'Matruk,' sedangkan Ibnu Ma'in menuduhnya

telah berdusta."

Atsar Ibnu Mas'ud al-Anshari 👛 diriwayatkan oleh Ibnu Abi 'Ashim dalam as-Sunnah (I/41-42/85), Ya'qub bin Sufyan dalam al-Ma'rifah wat Taariikh (III/244-245), ath-Thabrani dalam al-Mu'jamul Kabiir (XVII/no. 647, 648, 649), al-Hakim (IV/506-507), al-Khatib al-Baghdadi dalam al-Faqiih wal Mutafaqqih (I/423/447), al-Lalika-i dalam Syarh Ushuul I'tiqaad Ahlis Sunnah wal Jamaa'ah (I/122/162, 122-123/163), al-Hafizh Ibnu Hajar dalam Muwaafagatul Khabar al-Khabar (I/114-115,115), dan yang lainnya.

Sanad riwayat tersebut shahih. Riwayat tersebut telah dihasankan oleh al-Hafizh dan dinyatakan

bagus oleh guru kami, rahimahumallah.

Riwayat mursal dari al-Hasanul Bashri dikeluarkan oleh ath-Thabrani dalam Jaami'ul Bayaan (VII/260) dari Ya'qub ad-Dauraqi, dari Isma'il bin 'Ulayyah, dari Yunus bin 'Ubaid, dari al-Hasanul Bashri secara mursal.

Saya menilai: "Sanad hadits ini mursal shahih."

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam Muwaafaqatul Khabar al-Khabar (I/106): "Ia memiliki penguat dari hadits mursal, sementara perawinya termasuk perawi kitab ash-Shahiih."

Terdapat pula hadits dari Samurah bin Jundab 👛 yang diriwayatkan oleh Abu Nu'aim al-Ashbahani dalam Akhbaar Ashbahaan (II/208) dengan sanad dha'if.

Secara keseluruhan, derajat hadits ini shahih tanpa diragukan lagi.

Al-Imam az-Zarkasyi berkata dalam al-Mu'tabar (hlm. 62): "Ketahuilah bahwasanya jalur-jalur hadits ini banyak, namun tidak ada yang luput dari kelemahan. Aku meriwayatkan sebagiannya untuk saling menguatkan satu sama lainnya."

Al-Hafizh berkata dalam Muwaafagatul Khabar al-Khabar (I/105): "Matan hadits ini masyur. Jalur sanadnya banyak, yakni dari riwayat mayoritas Sahabat dengan lafazh yang berbeda-beda."

Guru kami 🗱 telah menshahihkannya di dalam ash-Shahiihah (no. 1331) dan Shahiihut Tirmidzi (II/232).

<sup>44</sup> Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Shahiih-nya (no. 2412) dan Muslim dalam Shahiih-nya (no. 2374) dari hadits Abu Saʻid al-Khudri 🐲 . Diriwayatkan oleh Muslim di tempat lain dalam *Shahiih*nya (no. 2278) dari hadits Abu Hurairah 👛 .

<sup>45</sup> Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Shahiih-nya (no. 2411) dan Muslim dalam Shahiih-nya (no. 2373) dari hadits Abu Hurairah 👛 .

46 Demikianlah yang tertulis pada naskah "س" dan inilah yang benar. Pada naskah " ang tertulis " dan " tertulis: " وَغَيْرُهُ" .

47 Maksudnya, riwayat yang telah lalu (no. 2412).

48 Shahiihul Bukhari (no. 2411).

49 Uraian yang berada di dalam tanda kurung siku [ ... ], dari halaman sebelumnya sampai di sini,

tidak terdapat pada naskah ", "."

<sup>50</sup> Diriwayatkan oleh Ahmad (III/144), ad-Darimi dalam Musnad-nya (I/424/55 – Fat-hul Mannaan), Ibnu Khuzaimah dalam at-Tauhiid (II/710-711/454), Ibnu Mandah dalam al-Iimaan (II/846-847/877), al-Baihaqi dalam Dalaa-ilun Nubuwwah (V/479-480) dan Syu'abul Iimaan (II/181/1489), adh-Dhiya' al-Maqdisi dalam al-Ahaadiitsul Mukhtaarah (VI/323-324/2345) dari jalur al-Laits bin Sa'ad, dari Yazid bin al-Hadi; dari 'Amr bin Abu 'Amr, maula al-Muththalib, dari Anas, Guru kami, al-Imam al-Albani 滋滋, berkata dalam ash-Shahiihah (IV/100): "Sanadnya bagus. Para perawinya adalah perawi asy-Syaikhani (al-Bukhari dan Muslim)."

Saya menegaskan: "Apa yang beliau katakan itu benar, berdasarkan komentar yang *ma'ruf* tentang 'Amr. Ibnu Mandah berkata: "Hadits ini shahih dan masyhur dari Ibnul Hadi."

<sup>51</sup> Dalam kitab Sunan-nya (II/1434/4291).

Guru kami, al-Imam al-Albani 💥, berkata dalam adh-Dha'iifah (VI/64/2549): "Sanad hadits ini dha'if sekali. Mengenai Ibnu Abul Musawir, al-Hafizh berkomentar: 'Matruk dan dituduh pendusta oleh Ibnu Ma'in.' Demikian pula Jubarah bin al-Mughallas, ia perawi dha'if. Oleh karena itulah, al-Bushiri melemahkannya di dalam az-Zawaa-id (Q265/1). Ia memiliki kelemahan yang amat jelas. Akan tetapi, hadits ini disebutkan dalam Shahiih Muslim (VIII/104) dan Musnad Ahmad (IV/402, 410) dari beberapa jalur lainnya, dari Abu Burdah secara marfu' dengan lafazh: 'Ketika hari Kiamat tiba, Allah 📾 menebus setiap Muslim dengan seorang Yahudi atau Nashrani, lalu diserukan: 'Inilah pembebasmu dari api Neraka."

Saya berkomentar: "Benar apa yang dikatakannya 💥. Penulis keliru karena hanya melemahkan

hadits ini dari sisi al-Iubarah."

<sup>52</sup> Penulis menyinggung hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dalam Shahiib-nya (856/22) dari hadits Abu Hurairah dan Hudzaifah bin al-Yaman 👛 secara marfu': "Kami penduduk dunia yang terakhir, namun yang pertama diputuskan perkaranya pada hari Kiamat, sebelum makhluk-makhluk yang lain." Diriwayatkan juga oleh al-Bukhari (no. 238) dan Muslim (no. 855) dari hadits Abu Hurairah 🛎 secara marfu': "Kami adalah yang terakhir, tetapi akan menjadi yang terdepan—dalam riwayat lain:

yang pertama—pada hari Kiamat, bahkan kamilah ummat pertama yang masuk Surga."

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (IV/628/2443), Ibnu Abi 'Ashim dalam as-Sunnah (II/341-342/734), serta ath-Thabrani dalam al-Mu'jamul Kabiir (VII/212/6881) dan Musnad asy-Syaamiyyiin (IV/30/2647) dari jalur Sa'id bin Basyir, dari Qatadah, dari al-Hasan, dari Samurah bin Jundab. At-Tirmidzi berkata: "Hadits gharib. Al-Asy'ats bin 'Abdul Malik meriwayatkan hadits ini dari al-Hasan, dari Nabi 🍇 secara *mursal* tanpa penyebutan 'dari Samrah' di dalamnya. Inilah yang benar." Guru kami, al-Imam al-Albani (15), berkata dalam ash-Shahiihah (IV/118): "Di dalamnya terdapat tiga kelemahan. Pertama, ke-mursal-an yang disebutkan at-Tirmidzi, namun ia tetap me-rajihkannya. Kedua, 'an'anah al-Bashri, yakni seorang mudallis, terlebih lagi apabila ia meriwayatkan dari Samurah. Ketiga, Sa'id bin Basyir atau al-Azdi, maula mereka, adalah perawi dha'if, sebagaimana dijelaskan dalam at-Tagriib."

Saya menanggapi: "Yang beliau katakan 🎎 benar, tetapi sebenarnya hadits ini shahih karena adanya jalur lain, yaitu dari Samurah, juga karena adanya penguat-penguatnya. Guru kami 💥 telah menjelaskan semua itu secara detail sehingga tidak perlu ditambah lagi, silakan merujuk kitabnya."

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (V/722/3925); Ibnu Majah (II/1037/3108); an-Nasa-i dalam al-Kubraa (IV/247-248/4238, 248/4239); ad-Darimi dalam Musnad-nya (IX/200/2669 - Fat-hul Mannaan); 'Abdu bin Humaid dalam Musnad-nya (I/439/490 - al-Muntakhab); Ahmad (IV/305); Ibnu Abi 'Ashim dalam al-Aahaad wal Matsaani (I/447/621, 448/622); Ya'qub bin Sufyan dalam al-Ma'rifah wat Taariikh (I/244-245); Ibnu Khuzaimah dalam Shahiih-nya, sebagaimana dalam Ithaaful Maharah (VIII/255); al-Fakihi dalam Akhbaaru Makkah (IV/206-207/2514); al-Azraqi dalam Akhbaaru Makkah (II/154-155); Abul Oasim al-Baghawi dalam Mu'iamush Shahaabah (IV/10/1552. 11-12/1555); ath-Thabrani dalam al-Mu'jamul Kabiir dan Abu Nu'aim al-Ashbahani meriwayatkan darinya di dalam Ma'rifatush Shahaabah (III/1730/4378); al-Mizzi dalam Tahdziibul Kamaal (XV/291-292); adh-Dhiya' al-Maqdisi dalam al-Ahaadiitsul Mukhtaarah dan Taqiyuddin al-Fasi dalam Syifaa-ul Gharam bi Akhbaaril Baladil Haraam (I/156/157); Ibnu Hibban dalam Shahiihnya (IX/22/3708 - Ihsaan); al-Hakim (III/7, 431); Ibnu Qani' dalam Mu'jamush Shahaabah (II/97);

al-Baihagi dalam Dalaa-ilun Nubuwwah (II/517-518); Ibnu 'Abdil Barr dalam at-Tamhiid (II/288. 289, VI/32-33) dan al-Istidzkaar (XXVI/15-16/38528); adh-Dhiya' al-Maqdisi dalam al-Ahaadiitsul Mukhtaarah; al-Mizzi dalam Tahdziibul Kamaal (XV/292-293); al-Fasi dalam Svifaa-ul Gharam bi Akhbaaril Baladil Haraam (I/156-157, 157); Ibnul Atsir dalam Usdul Ghaabah (III/232) dari beberapa jalur, dari Ibnu Syihab, dari Abu Salamah bin 'Abdurrahman, dari 'Abdullah bin 'Adi bin al-Ĥamra', ia berkata: "Aku melihat Rasulullah ﷺ di atas kendaraan, beliau sedang berdiri di Hazwarah. Beliau bersabda 'Demi Allah, kau adalah bumi Allah yang paling baik dan bumi Allah yang paling dicintai-Nya. Andaikata aku tidak harus meninggalkanmu, niscaya aku tidak akan pergi."

At-Tirmidzi berkata: "Hadits ini hasan gharib shahih."

Al-Hakim berkata: "Hadits ini shahih sesuai dengan syarat Syaikhani, tetapi keduanya tidak tidak meriwayatkannya." Adz-Dzahabi menyepakati penilaiannya.

Saya menambahkan: "Benar apa yang keduanya kemukakan, walaupun keduanya tidak pernah mengeluarkan hadits 'Abdullah bin 'Adi yang termasuk salah seorang Sahabat ini."

Ibnu 'Abdil Barr berkata dalam al-Istidzkaar (XXVI/16): "Keshahihan hadits ini tidak diperselisihkan lagi di kalangan ulama." Ia berkata juga dalam at-Tamhiid (II/288): "Hadits ini termasuk atsar Nabi 鑑 yang paling shahih."

Dishahihkan pula oleh guru kami, al-Imam al-Albani 🍇, di dalam Shahiih Mawaariduz Zham'aan (no. 854) dan Misykaatul Mashaabiih (III/118 - al-Hidaayah). Di dalam bab ini hadits tersebut diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Abbas dan 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Ash 📸. Silakan lihat kitab Syifaa-ul Gharam bi Akhbaaril Baladil Haraam (I/162-164).

Silakan lihat kitab at-Tamhiid (II/289) dan al-Istidzkaar (XXVI/17).

Tambahan dari naskah "w".
 Dalam kitabnya, asy-Syifaa' (II/681-689).

58 Pada naskah "ح" dan "و" tertulis: "أَفْضَلُ".

Namanya adalah Abul Walid, Sulaiman bin Khalaf bin Sa'ad at-Tujibi, al-Maliki, al-Baji, al-Qurthubi, al-Andalusi. Nama al-Baji dinisbatkan kepada 'Baajah,' sebuah kota yang masyhur di Andalusia. Ia lahir pada tahun 403 H dan meninggal pada tahun 474 H.

Syaikh al-Allamah, Abul Hasan, 'Ali bin Khalaf bin 'Abdul Malik bin Baththal al-Bakri, al-Ourthubi, al-Balnisi, yakni nisbat kepada kota Balansiah (Valensia). Ibnu Baththal meninggal pada tahun 449 H. Ia memiliki kitab yang berjudul Syarh Shahiihil Bukhari serta kitab az-Zuhd dan ar-Ragaa-ig.

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dalam Sunan-nya (IV/98/1023 - Tuhfatul Ahwaadzi) dan asy-Syamaail (480-481/391); al-Bazzar dalam *al-Babruz Zakhkhaar* (I/130/60, 61) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh Ibnu 'Abdil Barr dalam at-Tambiid (24/399); Abu Ya'la dalam Musnad-nya (I/46/45); Abu Bakar al-Marwazi dalam Musnad Abu Bakar ash-Shiddig (80-81/43); serta Ibnu 'Abdil Barr dalam at-Tambiid (24/398-399) dari jalur 'Abdurrahman bin Abu Bakar, dari Ibnu Abu Mulaikah, dari 'Aisyah, dari Abu Bakar.

At-Tirmidzi berkata: "Hadits ini gharib. 'Abdurrahman bin Abu Bakar al-Maliki didha'ifkan dari segi hafalannya. Hadits ini diriwayatkan juga dari jalur lain melalui jalur Ibnu 'Abbas, dari Abu Bakar ash-Shiddiq, dari Nabi # ... "

Saya menegaskan: "Yang dikatakannya benar."

Jalur Ibnu 'Abbas yang diisyaratkan oleh at-Tirmidzi tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Majah (I/520-521/1628); Abu Ya'la dalam *Musnad*-nya (I/31-32/22, 32/23); Abu Bakar al-Marwazi dalam *Musnad* Abu Bakar ash-Shiddiq (66/26, 66-67/27); Ibnu 'Adi dalam al-Kaamil (II/760)--dan dari jalurnya diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam *Dalaa-ilun Nubuwwah* (VII/260); al-Bazzar dalam *al-Bahruz* Zakhkhaar (I/70-71/18) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh Ibnu 'Abdil Barr dalam at-Tamhiid (24/399); serta al-Baihaqi (VII/261) dari jalur Ibnu Ishaq, seperti yang tercantum dalam karyanya, as-Siirah (IV/1303): Husain bin 'Abdullah meriwayatkan kepada kami dari Ikrimah, dari Ibnu 'Abbas. Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam Fat-hul Baari (1/529) berkata: "Di dalam sanadnya terdapat Husain bin 'Abdullah al-Hasyimi, seorang perawi dha if." Oleh karena itulah, al-Bushiri melemahkannya di dalam Mishbaahuz Zujaajah (II/56-57).

Penguat pertama berasal dari riwayat mursal 'Abdul 'Aziz bin Juraij yang diriwayatkan oleh 'Abdurrazzaq dalam *al-Mushannaf* (III/516-517/6534), Ahmad meriwayatkan darinya dalam Musnad-nya (I/7), dan al-Marwazi dalam Musnad Abu Bakar ash-Shiddiq (143-144/105) dari Ibnu Juraij: ayahku meriwayatkan kepadaku. Sanadnya bagus.

Penguat yang lain (kedua) ialah dari Ibnu Sa'ad dalam ath-Thabaqaatul Kubraa (II/292) dengan sanad shahih dari 'Aisyah, ia berkata: "Ketika Nabi su wafat, mereka bertanya: 'Di manakah beliau akan dimakamkan?' Abu Bakar ash-Shiddiq menjawab: 'Di tempat beliau wafat.'" Sanad hadits mauquf ini shahih. Namun sebenarnya statusnya marfu', sebagaimana tidak tersamar lagi.

Penguat ketiga diambil dari hadits Salim bin 'Ubaid al-Asyja'i—dikabarkan bahwa ia pernah bertemu dengan Rasulullah —yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dalam asy-Syamaa-il (489-492/399) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh al-Baghawi dalam al-Anwaar (II/754-755/1209); an-Nasa-i dalam as-Sunanul Kubraa (VI/395-396/7081, 397-398/7084); ath-Thabrani dalam al-Mu'jamul Kabiir (VII/56-57/6367) dan Abu Nu'aim al-Ashbahani meriwayatkan darinya dalam Ma'rifatush Shahaabah (III/1361/3434); Abul Qasim al-Baghawi dalam Mu'jam Shahaabah (III/147-150/2057); Ibnu Khuzaimah dalam Shahiih-nya (III/20/1541); Abu Nu'aim al-Ashbahani dalam Ma'rifatush Shahaabah (III/1361/3434); dan yang lainnya.

Al-Hafizh berkata dalam Fat-hul Baari (1/529): "Sanadnya shahih, tetapi mauquf."

Saya berkomentar: "Meskipun demikian, statusnya marfu'."

Secara keseluruhan, derajat hadits ini shahih berdasarkan jalur-jalur dan penguat-penguatnya.

62 'Abdush Shamad bin 'Abdul Wahhab bin al-Hasan bin Muhammad bin 'Asakir, cucu keponakan al-Hafizh al-Mu-arrikh Ibnu 'Asakir. Ia lahir di Damaskus dan meninggal di Madinah pada tahun 686 H.

63 Hadits Abu Bakar ash-Shiddiq diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shahiih*-nya (no. 3093) dan Muslim dalam *Shahiih*-nya (no. 1759), sedangkan hadits Abu Hurairah diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shahiih*-nya (no. 2776) dan Muslim dalam *Shahiih*-nya (no. 1760).

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam Fat-bul Baari (XII/8): "Lafazh yang masyhur di dalam kitab-kitab ahli ushul dan lainnya adalah: 'Kami para Nabi tidak mewariskan harta,' telah diingkari oleh mayoritas imam (ulama). Demikian pula terhadap nisbat khususiyyah dengan lafazh 'نَخْنُ' (kami)." Beliau juga menegaskan dalam Muwaafaqatul Khabar al-Khabar (I/482): "Hadits ini tidak diriwayatkan dengan lafazh 'نَخْنُ"."

diriwayatkan dengan lafazh .''ئخْنُ'' Penulis ﷺ berkata dalam *Tuhfatuth Thaalib* (hlm. 250): "Hadits ini dengan lafazh seperti itu belum pernah kulihat di dalam *Kutubus Sittah.*"

Demikian pula yang diutarakan oleh as-Subki dalam Syarh-nya dari gurunya, adz-Dzahabi, sebagaimana disebutkan dalam kitab al-Muwaafaqah (I/481).

As-Sakhawi menjawab dalam al-Ajwibatul Mardhiyyah (II/728) ketika ditanya tentang hadits ini: "Adapun kata 'نَحْنُ' (kami) yang ditanyakan, sesungguhnya kata ini telah diingkari oleh lebih dari satu imam di dalam kitab-kitab hadits. Kami pun tidak mendapatinya, kecuali pada kitab-kitab ushul dan semisalnya." Saya berkomentar: "Penulis المناقبة telah menyebutkan dalam Tuhfatuth Thaalib (hlm. 252) bahwasanya at-Tirmidzi meriwayatkan di selain kitab Jaami'-nya dengan sanad yang sesuai dengan syarat Muslim, yaitu dari 'Umar, dari Abu Bakar, ia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "يانَعْفَرُن 'hingga akhir. Redaksi ini berbeda dengan redaksi yang disebutkan penulis di sini (yaitu menggunakan kata 'الله 'hingga akhir. Redaksi ini shahih dengan lafazh: "إِنَّا مَعْشَرَ الْأَنْبَيَاءِ", seperti halnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad-nya (II/463); al-Humaidi dalam Musnad-nya, sebagaimana di dalam Fat-hul Baari (XII/8) dan al-Ajwibatul Mardhiyyah (II/728); Ibnu 'Abdil Barr meriwayatkan dari jalurnya dalam at-Tamhiid (VIII/175), dari Sufyan bin 'Uyainah, dari Abuz Zinad, dari al-A'raj, dari Abu Hurairah secara marfu'.

Saya menilai: "Sanad hadits ini shahih sesuai dengan syarat asy-Syaikhani. Al-Hafizh keliru karena menisbatkannya kepada an-Nasa-i dalam kitabnya, al-Kubraa. Namun, yang benar ialah diriwayatkan oleh an-Nasa-i dalam al-Mujtabaa: Riwaayah Ibnu Hayawaihi Wal-As-yuthi dan al-Kubraa (VI/98/6275), Ibnu Hajar meriwayatkan dari jalurnya dalam Muwaafaqatul Khabar al-Khabar (I/481-482), Ibnu Syabbah dalam Taariikhul Madinah (I/201-202), serta Ibnu 'Abdil Barr dalam at-Tamhiid (VIII/175) dari beberapa jalur, dari Ibnu Syihab, dari Malik bin Aus bin al-Hadatsan, dari 'Umar. Sanadnya shahih." Al-Hafizh berkata: "Kesimpulannya, khabar (hadits) ini tidak ada yang diriwayatkan dengan lafazh 'نُتْرُ', tetapi dengan lafazh 'نُتْر') meskipun makna keduanya sama. Kemungkinan seseorang meriwayatkannya secara maknawi. Wallaahu a'lam."

As-Sakhawi berkata dalam *al-Ajwibatul Mardhiyyah* (II/728): "Sepertinya mereka meriwayatkannya secara maknawi, mengingat bahwasanya makna lafazh 'نْزِ' dan 'نْخَرْ)' dan 'خَرْنُ adalah sama. Hadits ini, dengan

kedua lafazh tersebut, menunjukan makna yang umum sehingga mencakup seluruh Nabi—semoga shalawat dan salam senantiasa dilimpahkan bagi mereka."

." يَكُوْنُ قَدِ اشْتَرَكْنَا" :tertulis " ح" Pada naskah pada naskah "يَكُوْنُ " ." tertulis "س " Pada naskah

66 Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Shahiih-nya (no. 1147) dan Muslim dalam Shahiih-nya (no. 738) dari hadits 'Aisyah 🐸 .

67 Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shahiih*-nya (no. 3570) dari perkataan Anas tentang kisah Mi'rajnya beliau ke langit.

Al-Hafizh berkata: "Riwayat yang semisal dengan ini telah dikemukakan pada awal pembahasan thaharah di muka, yaitu dari perkataan 'Ubaid bin 'Umair. Perkataan seperti itu tidak mungkin muncul hanya berdasarkan logika semata ...."

68 Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shahiib*-nya (no. 718, 719) dan Muslim dalam *Shahiib*-nya (no. 425) dari hadits Anas 🕳 . Diriwayatkan di tempat lain juga oleh al-Bukhari dalam *Shahiib*-nya (no. 418, 841) dan Muslim dalam *Shahiib*-nya (no. 424) dari hadits Abu Hurairah 🕳 .

69 Tambahan dari naskah "س".

70 Guru kami, al-Imam al-Albani 為意, berkata dalam ash-Shahiihah (I/74): "Di dalam hadits ini terdapat mukjizat yang jelas bagi Nabi 囊, yaitu dapat melihat ke arah belakang. Akan tetapi, perlu diketahui bahwasanya hal itu khusus ketika Nabi 囊 sedang shalat. Sebab, tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwasanya beliau dapat melihat seperti itu juga di luar shalat. Wallaahu a'lam."

<sup>71</sup> Al-Imam al-'Allamah, Syaikh madzhab asy-Syafi'i, Abu Nashr 'Abdussayyid bin Muhammad bin 'Abdul Wahid bin Ahmad bin Ja'far al-Baghdadi, yang lahir pada tahun 400 H. Ia mempunyai kitab berjudul *asy-Syaamil* dan *al-Kaamil* serta yang lainnya. Ia memiliki hujjah yang kuat dalam masalah agama. Ia adalah orang pertama yang mengajar di an-Nizhaamiyyah, yakni pada tahun 459 H. Syaikh ini meninggal dunia pada tahun 477 H.

Diriwayatkan oleh Abu Ya'la al-Mushili dalam *al-Musnad* (VI/147/3425)-dan dari jalurnya diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam *Hayaatul Anbiyaa* (jilid II): Abul Jahm al-Azraq bin 'Ali meriwayatkan kepada kami, Yahya bin Abu Bukair meriwayatkan kepada kami; al-Mustalim bin Sa'id meriwayatkan kepada kami dari al-Hajjaj al-Aswad, dari Tsabit al-Bunani, dari Anas. Saya menilai: "Sanad hadits ini shahih dan perawinya *tsiqah*."

Al-Haitsami berkata dalam Majma'uz Zawaa-id (VIII/211): "Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan al-Bazzar. Perawi Abu Ya'la tsiqah."

Guru kami, al-Imam al-Albani & berkata dalam ash-Shahiihah (II/189): "Sanadnya bagus. Semua perawinya tsiqah, kecuali al-Azraq. Al-Hafizh berkata dalam at-Taqriib: 'Shaduq, namun sering meriwayatkan hadits gharib.'"

Saya berkomentar: "Akan tetapi, al-Azraq ini tsiqah. Ibnu Hibban men-tsiqah-kannya seraya berkata: 'Suka meriwayatkan hadits gharib.' Para hafizh (penghafal besar) telah meriwayatkan hadits darinya. Misalnya Abu Zur'ah-yang hanya meriwayatkan hadits dari orang yang tsiqah, Abu Ya'la, Ibnu Abi 'Ashim, 'Abdullah bin Ahmad, Shalih bin Muhammad yang dikenal dengan julukan Jazarah, dan yang lainnya. Al-Azraq juga di-tsiqah-kan oleh al-Haitsami dan as-Samhudi berdasarkan penukilan al-Munawi darinya dalam at-Taisiir (I/426), juga dishahihkan oleh Ibnu Hibban dan al-Hakim. Hadits ini pun dishahihkan oleh al-Baihaqi. Wallaahu a'lam.

Berdasarkan uraian tersebut, maka perkataan peneliti kitab al-Mathaalibul 'Aaliyah (IV/227, terbitan Daar al-'Aashimah) berikut ini tertolak, yakni: 'Di dalam sanad Abu Ya'la terdapat kelemahan, karena al-Azraq adalah sosok yang tidak diketahui identitasnya.'

Selain itu, riwayat al-Azraq bin 'Ali juga diikuti (diperkuat) oleh riwayat 'Abdullah bin Muhammad bin Yahya bin Abu Bukair, dari kakeknya. Hadits *mutaba'ah* dari Abdullah bin Muhammad ini diriwayatkan oleh Abu Nu'aim al-Ashbahani dalam *Akhbaar Ashbahan* (II/83): 'Ali bin Mahmud meriwayatkan kepada kami; 'Abdullah bin 'Ali bin Ibrahim bin ash-Shabah meriwayatkan kepada kami; 'Abdullah bin Muhammad meriwayatkan kepada kami."

Guru kami, al-Imam al-Albani ﷺ, berkata: "Hadits mutaba'ah dari Abdullah bin Muhammad diriwayatkan olehnya-maksudnya, oleh Abu Nu'aim-dalam biografi Ibnush Shabah, namun Abu Nu'aim tidak menyebutkan rekomendasi atau celaan. [Adapun] 'Abdullah bin Muhammad bin Yahya bin Abu Bukair, biografinya telah disebutkan oleh al-Khathib [di dalam Taariikh Baghdad] (X/8) dengan komentar: 'Ia mendengar dari kakeknya, Yahya bin Abu Bukair Qadhi Kirman, ...

dan ia *tsiqah*." Ini adalah *mutaba'ah* yang kuat bagi al-Azraq sehingga menunjukkan bahwasanya ia hafal dan tidak meriwayatkan riwayat yang asing."

Saya menegaskan: "Yang dikatakan al-Albani asa itu benar. Guru Abu Nu'aim tsiqah dan seorang ahli ushul. Ia meriwayatkan banyak hadits, sebagaimana yang diterangkan oleh Abu Nu'aim dalam Akhbaar Ashbahan (II/19-20). Atas dasar itu, perkataan peneliti kitab al-Mathaalibul 'Aaliyah (XIV/227) menjadi tertolak, yaitu: 'Perawinya tsiqah, kecuali guru Abu Nu'aim. Sebab, aku tidak menemukan biografinya, kecuali di dalam kitab Abu Nu'aim tadi, sedang ia tidak berkomentar apa-apa tentangnya.' Sang peneliti telah mencampuradukkan antara guru Abu Nu'aim dan guru bagi gurunya Abu Nu'aim yaitu Ibnush Shabah. Maka hendaklah diperbaiki."

Hadits ini memiliki jalur lain, yaitu yang diriwayatkan oleh al-Bazzar dalam Musnad-nya (III/101/2340 – Kasyful Atsaar), Ibnu 'Adi dalam al-Kaamil (II/739), al-Baihaqi meriwayatkan dari jalurnya dalam Hayaatul Anbiyaa' (jilid I) dan disempurnakan oleh ar-Razi dalam al-Fawaa-id (I/33/58 atau IV/246/1432, dengan urutan), serta Ibnu 'Asakir meriwayatkan dari jalurnya dalam Taariikh Dimasq (XV/159) dari jalur al-Hasan bin Qutaibah al-Mada-ini: al-Mustalim bin Sa'id meriwayatkan kepada kami dari al-Hajjaj.

Al-Bazzar berkata: "Kami tidak mengetahui ada yang meriwayatkannya dari Tsabit, kecuali al-Hajjaj. Tidak ada pula yang meriwayatkan dari al-Hajjaj selain al-Mustalim. Al-Hajjaj pun tidak meriwayatkan dari Tsabit, kecuali hadits ini."

Al-Baihaqi berkata: "Hadits ini dianggap sebagai hadits yang hanya diriwayatkan oleh al-Hasan bin Qutaibah."

Ibnu <sup>'</sup>Adi berkata: "Ia (Abu Isma'il al-Mu-adib) memiliki hadits-hadits *gharib* dari Hasan, namun aku berharap hal itu tidak mengapa."

Guru kami, al-Imam al-Albani Aff, menjelaskan dalam ash-Shahiihah (II/187-188): "Demikianlah yang dikatakan Ibnu 'Adi. Namun, adz-Dzahabi membantahnya [di dalam al-Miizaan (I/519)] dengan tegas: 'Bahkan, Hasan bin Qutaibah itu termasuk orang yang celaka.' Ad-Daraquthni berkata: Pada riwayat al-Barqani dari Hasan bin Qutaibah: 'Matruukul hadiits.' Abu Hatim menilainya: 'Dha'if.' Al-Azdi berkata: 'Haditsnya lemah.' Al-'Uqaili berkomentar: 'Banyak melakukan kekeliruan.'"

Saya menambahkan: "Hal tersebut pun telah ditetapkan oleh al-Hafizh di dalam al-Lisaan."

Di antara hal yang menunjukkan kedha'ifan al-Hasan bin Qutaibah ialah: ia pernah meriwayatkannya dari Hammad bin Salamah, dari 'Abdul 'Aziz [bin Shuhaib], dari Anas, yang diriwayatkan oleh al-Bazzar [(III/100/2339 – al-Kasyf)]. Adapun perawi lainnya pada sanad pertama adalah orangorang yang tsiqah, tidak ada yang perlu diteliti, kecuali al-Hajjaj bin al-Aswad. Adz-Dzahabi menyebutkannya dalam al-Miizan [(I/460)] seraya berkata: "Asing. Setahuku, tidak ada orang yang meriwayatkan hadits darinya kecuali Mustalim bin Sa'id. Mustalim bin Sa'id meriwayatkan darinya dari Anas, yaitu bahwasanya para Nabi hidup di kubur mereka sambil terus menerus shalat, sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Baihagi."

Akan tetapi, al-Hafizh mengomentari sebaliknya dalam al-Lisaan [(II/175)]: "Hajjaj bin Abu Ziyad al-Aswad, yang dikenal dengan Ziqqal 'Asl, adalah kelahiran Bashrah dan pernah tinggal di al-Qasamil. Ia meriwayatkan dari Tsabit, Jabir bin Zaid, Abu Nadhrah, dan dari sekelompok perawi lainnya. Telah meriwayatkan darinya Jarir bin Hazim, Hammad bin Salamah, Ruh bin 'Ubadah, dan yang lainnya. Ahmad berkata: 'Tsiqah dan seorang laki-laki yang shalih.' Ibnu Ma'in berkata: 'Tsiqah.' Abu Hatim berkata: 'Shaalihul hadiits.'"

Ibnu Hibban menyebutkannya dalam ats-Tsiqaat (VI/202) dan berkata: "Hajjaj bin Abu Ziyad al-Aswad adalah penduduk Bashrah. Hammad bin Salamah meriwayatkan dari perawi ini dan berkata: Hajjaj bin al-Aswad meriwayatkan kepada kami."

Aku menegaskan [al-Albani]: "Kesimpulannya, Hajjaj adalah tsiqah, tanpa diperselisihkan lagi. Adz-Dzahabi melemahkan orang lain, tanpa menyadarinya, sehingga ia mengatakan haditsnya munkar. Akan tetapi, kelihatannya ia menyadari hal itu setelahnya, yakni berdasarkan komentarnya terhadap al-Hakim ketika ia mengeluarkan hadits lain di dalam al-Mustadrak. Adz-Dzahabi lalu berkata dalam Talkhiish-nya: 'Aku menegaskan bahwa Hajjaj adalah perawi tsiqah.' Oleh karena itu pulalah, ia tidak mencantumkan perawi ini dalam kitabnya, adh-Dhu'afaa', dan tidak pula di dalam Dzail-nya. Wallaahu a'lam. Alhasil, hadits dengan sanad ini dha'if. 'Illat (cacat)nya terletak pada al-Hasan bin Qutaibah al-Mada-ini. Akan tetapi, ia tidak sendiri dalam meriwayatkan hadits

ini, sebagaimana yang disebutkan oleh al-Baihagi. Yahya bin Abu Bukair telah menyertainya, sedangkan Yahya itu tsiqah dan termasuk perawi ash-Shahiihain." Hingga akhir perkataan beliau dengan lengkap.

#### Catatan:

Guru kami فلك berkata (II/190):

"Sejak dulu aku berpendapat bahwa hadits ini dha'if karena aku menduga Ibnu Outaibah meriwayatkannya sendirian. Aku pun belum melihat komentar di dalam Musnad Abu Ya'la dan Akhbaar Ashbahaan. Namun, ketika aku melihat sanadnya pada kedua kitab tersebut, maka jelaslah bagiku bahwasanya sanadnya kuat. Dengan demikian, kesendirian yang diduga tersebut ternyata tidak benar. Oleh karena itu, aku bersegera mengeluarkannya di sini untuk menebus kesalahanku (merevisi pendapat sebelumnya) dan untuk menunaikan amanat ilmiah, bahkan walaupun hal itu membuka jalan bagi orang jahil atau hasad untuk mencela, mengejek, dan mencemoohku. Aku tidak mempedulikan semua itu. Yang terpenting ialah aku telah menunaikan kewajiban agamaku. Aku memohon pahala dari Allah 👺 semata.

Wahai para pembaca yang mulia, jika kalian melihat di dalam karyaku sesuatu yang menyelisihi tahqiq ini, maka lupakanlah hal itu, lalu bersandarlah pada (pendapatku yang baru) ini, serta gigitlah dengan gerahammu (peganglah pendapat ini erat-erat). Sungguh, aku tidak menyangka engkau akan begitu dimudahkan untuk mengetahui hal seperti ini. Wallaahu waliyyut taufiiq.

- Guru kami, al-Imam al-Albani क्षेत्रि, berkata dalam ash-Shahiihah (II/190): "Ketahuilah bahwasanya kehidupan para Nabi yang ditetapkan di dalam hadits ini adalah kehidupan di alam barzakh, bukan kehidupan dunia. Oleh karena itu, kita wajib mengimaninya tanpa mencari permisalanpermisalannya, berusaha mencari hakikatnya, dan menyerupakannya dengan sesuatu yang kita ketahui dalam kehidupan dunia ini. Sikap demikianlah yang wajib diambil oleh seorang Mukmin dalam masalah ini, yaitu mengimani apa-apa yang datang dari hadits Nabi ﷺ tanpa menambahinya dengan sesuatu yang berdasarkan analogi dan logika, sebagaimana yang dilakukan Ahlul Bid'ah, sampai-sampai sebagian mereka mengklaim bahwasanya kehidupan Nabi 🌉 di dalam kubur itu sama seperti kehidupannya ketika di dunia, sehingga mereka mengatakan bahwa beliau bisa makan, minum, dan bercampur dengan isterinya. Sesungguhnya kehidupan itu adalah kehidupan di alam barzakh, tidak ada seorang pun yang mengetahui hakikatnya, kecuali Allah 📾 ."
- Pada naskah "ح" dan "ع" tertulis: "وَلا يَقِرُ فَيَنْفَى عَلَيْهِ". Makna kalimat ini mungkin untuk dicantumkan pada alinea tersebut, namun kalimat yang sudah tertulis lebih jelas dan lebih gamblang maksudnya. Tambahan dari naskah "...".

Pada naskah "ح" dan "ع" tertulis: "إِذَا". Lihat kembali halaman sebelumnya.

Al-Imam al-Faqih, syaikh madzhab asy-Syafi'i, Abul 'Abbas, Ahmad bin Abu Ahmad ath-Thabari, al-Baghdadi, asy-Syafiʻi, Ibnul Qash. Ia menulis kitab *Syarh Hadiits Abu 'Umair* dan *Kitaabul Miftaah* serta selainnya. Ibnul Qash meninggal di Thursus sekitar tahun 335 H.

Dalam kitab Shahiih-nya, Kitab: "Fadhaa-ilush Shahaabah" (IV/1859-1860/2391). Penulis 💥 terluput dalam menisbatkan hadits ini pada kitab Shahiihul Bukhari karena hadits ini tercantum

pula di dalamnya (no. 82 - dalam bentuk penggalan).

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Shahiih-nya (no. 3217) dan Muslim dalam Shahiih-nya (no. 2447, 91). Dalam riwayat Muslim: "'Aisyah berkata: 'Beliau dapat melihat apa yang tidak dapat kulihat." Lafazh al-Bukhari pun semakna dengan riwayat Muslim itu.

<sup>81</sup> Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Shahiih-nya (no. 1044) dan Muslim dalam Shahiih-nya (no. 901).

82 Dalam kitab Sunan-nya (II/1402/4190), at-Tirmidzi (IV/556/2312), Ahmad (V/173), al-Bazzar dalam al-Bahruz Zakhkhaar (IX/357-358/3924, 3925), ath-Thahawi dalam Musykilul Aatsaar (III/168/1135), Muhammad bin Nashr al-Marwazi dalam Ta'zhiim Qadrish Shalaah (I/259/251, 259-260/252), Abusy Syaikh dalam al-'Azhamah (III/982-983/507), Abu Nu'aim al-Ashbahani dalam Dalaa-ilun Nubuwwah (hlm. 379) dan Hilyatul Auliyaa' (II/236-237), al-Hakim (II/510-511, IV/544, 579), al-Baihaqi dalam as-Sunanul Kubraa (VII/52) dan Syu'abul Iimaan (I/484/783, 784), serta al-Baghawi dalam Ma'aalimut Tanziil (V/23) dan Syarhus Sunnah (XIV/369-370/4172) dari jalur Israʻil.

At-Tirmidzi berkata: "Hadits hasan gharib."

Al-Hakim berkata: "Sanad hadits ini shahih, namun keduanya (al-Bukhari dan Muslim) tidak meriwayatkannya."

Saya berkomentar: "Sungguh, sanadnya dha'if karena munqathi'. Ad-Daraquthni berkata dalam al-Ilal (VI/264): 'Muwarriq tidak pernah mendengar dari Abu Dzarr.' Abu Zur'ah berkata, sebagaimana di dalam al-Maraasiil (169/377): 'Mursal. Muwarriq tidak pernah mendengar dari Abu Dzarr sama sekali.' Adz-Dzahabi berkata dalam as-Siyar (IV/354): 'Ia meriwayatkan dari 'Umar, Abu Dzarr, Abud Darda', dan sejumlah orang yang ia tidak pernah mendengar langsung dari mereka. Maka dari itu, haditsnya mursal.' Isra-il telah diselisihi oleh al-Jarrah bin Mulih yang meriwayatkannya dari Ibrahim bin al-Muhajir, dari Mujahid, dari Abu Dzarr secara mauquf. Diriwayatkan oleh Waki' di dalam az-Zuhd (I/261-264/33) dan Ahmad meriwayatkan darinya dalam az-Zuhd (hlm. 182): ayahku meriwayatkan kepadaku. Guru kami, al-Imam al-Albani (IV/261): 'Inilah yang paling dekat kepada kebenaran. Wallaahu a'lam.'" Saya menegaskan: "Pendapat ini perlu ditinjau ulang karena Isra-il seorang yang tsiqah, sebagaimana di dalam at-Taqriib. Adapun al-Jarrah, ia perawi shaduq yang banyak berbuat kesalahan, seperti halnya dalam hadits ini yang merupakan salah satu kekeliruannya. Yang lebih mendekati kebenaran adalah riwayat Isra'il, hanya saja Mujahid tidak pernah mendengar dari Abu Dzarr."

Hadits ini diriwayatkan juga oleh Ibnu Abi Syaibah dalam al-Mushannaf (XIII/341/16531), Hannad as-Sirri dalam az-Zuhd (I/269-270/468)—dari jalurnya diriwayatkan oleh Abu Nu'aim al-Ashbahani dalam Hilyatul Auliyaa' (I/164)—dari Abu Mu'awiyah, dari al-A'masy, dari Mujahid,

dari 'Abdurrahman bin Abu Laila, dari Abu Dzarr secara mauguf.

Sanad hadits ini dha'if. Al-A'masy *mudallis* dan telah meriwayatkan dengan 'an'anah. Ya'qub bin Syaibah berkata dalam *Musnad*-nya, sebagaimana di dalam *at-Tabdziib* (IV/225): "Tidak ada riwayat al-A'masy yang shahih dari Mujahid, kecuali beberapa hadits saja. Aku bertanya kepada 'Ali bin al-Madini: 'Berapa hadits yang didengar al-A'masy dari Mujahid?' Ia menjawab: 'Tidak ada yang shahih darinya, kecuali perkataannya: 'Aku mendengar, sedang jumlahnya sekitar sepuluh. Sesungguhnya hadits dari Mujahid yang dimilikinya dari Abu Yahya al-Qattat.'"

'Abdullah Ahmad bin Hanbal berkata dari ayahnya tentang hadits-hadits al-A'masy dari Mujahid: "Abu Bakar bin 'Iyyasy berkata tentangnya: Laits meriwayatkan kepada kami dari Mujahid." Saya berkata: "Abu Yahya al-Qattat dan Laits, yaitu Ibnu Abu Salim, keduanya perawi dha'if." Hadits ini memiliki jalur lain yang diriwayatkan oleh 'Abdullah bin Ahmad dalam *Zawaa-iduz Zuhd* (hlm. 182) dari jalur Ja'far bin Sulaiman, dari seorang laki-laki yang telah ia sebutkan namanya, dari Syahr bin Hausyab, dari 'A-idzullah, dari Abu Dzarr.

Saya menilai: "Sanad hadits ini dha'if karena tidak diketahuinya orang yang tidak disebutkan namanya dan kedha'ifan Syahr."

Akan tetapi, hadits ini shahih karena adanya beberapa hadits penguat, di antaranya:

1) Hadits Hakim bin Hizam ayang diriwayatkan oleh ath-Thahawi dalam Musykilul Aatsaar (III/167/1134); Ibnu Abi Hatim dalam Tafsiir-nya, sebagaimana di dalam Tafsiirul Qur-aan al-'Azhiim (III/184); Ibnu Abi 'Ashim dalam al-Aahaad wal Matsaani (I/422/597) dan dari keduanya diriwayatkan oleh Abusy Syaikh dalam al-'Azhamah (III/986/509, 987-988/510); al-Marwazi dalam Ta'zhiim Qadrish Shalaah (I/258-259/250); ath-Thabrani dalam al-Mu'jamul Kabiir (III/224-225/3122); al-Bazzar dalam al-Bahruz Zakhkhaar (VIII/177/3208); Abu Nu'aim al-Ashbahani dalam Ma'rifatush Shahaabah (II/705/1891); dan yang lainnya dari jalur 'Abdul Wahhab bin 'Atha' al-Khaffaf, dari Sa'id bin Abu 'Arubah, dari Qatadah, dari Shafwan bin Mihraz, dari Hakim.

Saya berpendapat: "Sanad hadits ini hasan. Perawinya pun tsiqah selain 'Abdul Wahhab. Sebenarnya 'Abdul Wahhab perawi shaduq, haditsnya hasan, dan ia menyimak riwayat dari Ibnu Abu 'Arubah sebelum rusak hafalannya, sebagaimana dijelaskan dalam al-Kawaakibun Nayyiraat (hlm. 196)." Guru kami, al-Imam al-Albani (III), berkata dalam ash-Shahiihah (III/532): "Sanad riwayat ini shahih, sesuai dengan syarat Muslim, sedangkan komentar terhadap Ibnu 'Atha' tidak merusak (derajat hadits ini)." Beliau juga berkata di tempat lain (III/49): "Sanad hadits ini shahih. Semua perawinya tsiqah."

2) Hadits 'Aisyah su yang diriwayatkan oleh al-Marwazi dalam Ta'zhiim Qadrish Shalaah (I/260/253), ath-Thabari dalam Jaami'ul Bayaan (XXIII/111-112), dan Abusy Syaikh dalam al-'Azhamah (III/984-985/508) dengan sanad hasan sebagai penguat, sebagaimana yang dikatakan guru kami, al-Albani su dalam ash-Shahiihah (III/49/1059).

3) Riwayat dari Ibnu Mas'ud 🚁 secara mauquf yang dikeluarkan oleh ath-Thabari dalam Jaami'ul Bayaan (XXIII/112), al-Marwazi dalam Ta'zhiim Qadrish Shalaah (I/260-261/254), ath-Thabrani dalam al-Mu'jamul Kabiir (IX/242/9042), dan al-Baihaqi dalam Syu'abul Iimaan (I/177-178/159)

dengan sanad shahih, sesuai dengan syarat asy-Syaikhani, dan statusnya marfu'.

4) Penguat keempat ini dari hadits Abud Darda' yang diriwayatkan oleh al-Bazzar dalam Musnad-nya (IV/70/3221 – al-Kasyf), al-Hakim (IV/320)—dan diriwayatkan darinya oleh al-Baihaqi dalam Syu'abul Iimaan (III/81-82/772, terbitan al-Hindiyah)—dengan sanad shahih sebagai penguat.

5) Juga berdasarkan sabda Nabi ﷺ: "Seandainya kalian mengetahui apa yang kuketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis," yang merupakan penguat dari hadits Anas bin Malik ﷺ yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shahiih*-nya (no. 4621) dan Muslim dalam *Shahiih*-nya (no. 426).

6) Penguai yang lainnya berasal dari hadits Abu Hurairah 🚁 yang diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 6485). Kesimpulannya, derajat hadits ini shahih karena dukungan penguat-penguatnya. Wallaahu muwaffiq. Balam kitab as-Sunanul Kubraa (74/52).

Guru kami, al-Imam al-Albani (1865), berkata dalam ash-Shahiihah (no. 1722): "Diriwayatkan oleh Ahmad (V/173), dan ia menjelaskan bahwasanya perkataan beliau: 'Demi Allah, aku lebih suka ....' adalah perkataan Abu Dzarr. Sanadnya kepada Ibrahim (bin Muhajir) pun shahih. Hal ini dapat dijadikan dalil atas orang yang keliru karena menyisipkan lafazh tersebut sebagai bagian dari kesempurnaan hadits, sebagaimana di dalam riwayat al-Hakim, at-Tirmidzi, dan Ibnu Majah." Saya menambahkan: "Namun demikian, penetapan hadits ini dari Abu Dzarr perlu ditinjau ulang karena statusnya yang mungathi', seperti halnya yang telah dijelaskan."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam al-Mushannaf (XIII/341/16531), Hannad as-Sirri dalam az-Zuhd (I/259/450), Ibnu Abu 'Ashim dalam az-Zuhd (42/66), dan Abu Nu'aim al-Ashbahani dalam Hilyatul Auliyaa' (II/64) dari jalur al-A'masy, dari Mujahid, dari 'Abdurrahman bin Abu Laila, dari Abu Dzarr secara mauquf. Al-A'masy adalah perawi mudallis, yang telah meriwayatkan dengan 'an'anah.

84 Hal ini sesuai dengan firman Allah:

"Dan sesungguhnya akhir itu lebih baik bagimu daripada permulaan." (QS. Adh-Dhuhaa: 4).

<sup>5</sup> Hal itu banyak disebutkan dalam Kitabullah, di antaranya firman Allah ﷺ:

"Dan janganlah harta benda dan anak-anak mereka menarik hatimu ...." (QS. At-Taubah: 85)

"Dan janganlah kamu tujukan kedua matamu kepada apa yang telah Kami berikan kepada golongangolongan dari mereka, sebagai bunga kehidupan dunia untuk Kami cobai mereka dengannya ...." (QS. Thaha: 131)

Dalam kitab Sunan-nya (IV/6/3869) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam as-Sunanul Kubraa (IX/355); Ibnu Abi Syaibah dalam al-Mushannaf (VIII/78/3716); Ahmad (II/167, 223); ath-Thabrani dalam al-Mu'jamul Kabiir (53/131 – penggalan dari jilid 13) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh adh-Dhiya' al-Maqdisi dalam Zuj-un min Hadiits Abi 'Abdurrahman al-Muqri' mimma Waafaqa Riwaayah al-Imam Ahmad fil Musnad (68-69/23); al-Mizzi dalam Tahdziibul Kamaal (XII/432) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh 'Abdullah bin Zaid al-Muqri', dari Sa'id bin Abu Ayyub, dari Syarahbil bin Syarik al-Mu'afiri, dari 'Abdurrahman bin Rafi' at-Tanukhi, dari 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Ash.

Saya menilai: "Sanad hadits ini dha'if. 'Abdurrahman ini dha'if, sebagaimana dijelaskan dalam at-Taqriib." Mu'awiyah bin Yahya ash-Shadafi menyelisihi Abu 'Abdurrahman al-Muqri'. Mu'awiyah meriwayatkannya dari Sa'id bin Abu Ayyub, dari as-Syarahbil bin Syarik, dari Abu 'Abdurrahman al-Hubuli, dari 'Abdullah.

Hadits dari Mu'awiyah bin Yahya ash-Shadafi itu diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jamul Ausaath* (VIII/59/7959) -dan diriwayatkan darinya oleh Abu Nu'aim al-Ashbahani

Hilyatul Auliyaa' (IX/308): Musa bin 'Isa meriwayatkan kepada kami dari Muhammad bin al-Mubarak, dari Mu'awiyah.

Saya berkomentar: "Mu'awiyah ini dha'if, sebagaimana di dalam at-Taqriib. Oleh sebab itu, riwayatnya yang menyelisihi (riwayat lain) tidak dapat diterima. Mengenai guru ath-Thabrani ini, an-Nasa-i berkata: 'Dia orang Himsh. Aku tidak meriwayatkan sesuatu pun darinya. Ia bukan siapa-siapa,' sebagaimana disebutkan dalam Lisaanul Miizaan (VI/127). Adz-Dzahabi menukil dalam Taariikhul Islaam dari an-Nasa-i, bahwasanya ia berkata: 'Tidak tsiqah.'"

Inilah yang terluput dari al-Haitsami dalam Majma'uz Zawaa-id (V/103), yaitu dia tidak mengetahuinya, seperti halnya mu'alliq (peneliti) kitab al-Musnad (XI/653) yang mengikutinya, sehingga keduanya tidak mencacatkan hadits ini karena keberadaan Mu'awiyah ash-Shadafi ini. Hadits ini memiliki jalur lain yang diriwayatkan oleh Ibnu 'Abdl Hakim dalam Futuuhu Mishr (hlm. 255) dari Abul Aswad an-Nadhar bin 'Abdul Jabbar, dari Ibnu Lahi'ah, dari Syarahil bin Yazid, dari Hanasy bin 'Abdullah ash-Shan'ani, dari 'Abdullah bin 'Amr di dalam sebuah kisah. Saya berpendapat: "Sanad hadits ini hasan, berdasarkan komentar yang ma'ruf tentang Ibnu Lahi'ah. An-Nadhr bin 'Abdul Jabbar meriwayatkan dari Ibnu Lahi'ah sebelum hafalannya rusak dan kitab-kitabnya terbakar, maka haditsnya dari Ibnu Lahi'ah termasuk shahih karena ia menukilnya dari kitabnya yang shahih, sebagaimana yang dikatakan Ahmad bin Shalih al-Mishri dan yang dinukil darinya oleh muridnya, Ya'qub bin Sufyan, dalam al-Ma'rifah wat Taariikh (II/184)."

Secara keseluruhan, derajat hadits ini shahih dengan jalur-jalurnya. Dishahihkan juga oleh Syaikh Ahmad Syakir ﷺ dalam Syarh wa Tahqiiq al-Musnad (X/71/6565).

<sup>87</sup> Dalam kitab as-Sunanul Kubraa (VII/42-43) dan ath-Thabrani dalam al-Mu'jamul Kabiir. Dari jalurnya diriwayatkan oleh adz-Dzahabi dalam Tadzkiratul Huffaazh (II/742).

Al-Baihaqi berkata: "Hadits ini *munqathi*'. Di dalam riwayatnya terdapat perawi-perawi dha'if dan tidak diketahui identitasnya. *Wallaahu a'lam*."

Adz-Dzahabi berkata dalam al-Muhadzdzab fii Ikhtishaaris Sunan (V/2603): "Di dalam riwayatnya terdapat perawi-perawi dha'if, bahkan riwayatnya mungathi'."

Al-Haitsami berkata dalam Majma'uz Zawaa-id (VIII/271): "Diriwayatkan oleh ath-Thabrani, lalu ia berkata: 'Hadits ini munkar,' sedangkan Abu 'Aqil berkata: 'Dha'if.' Hadits ini pun bertentangan dengan Kitabullah ...."

- 88 Dia adalah Abul Walid al-Baji, sebagaimana yang disebutkan al-Hafizh Ibnu Hajar dalam Fat-hul Baari (VII/503-504).
- 89 Tambahan dari naskah "¬" dan ">".
- 90 Dalam kitabnya, ash-Shahiih (no. 2699).
- <sup>91</sup> Silakan lihat kitab *Tadzkiratul Huffaazh* karya adz-Dzahabi (II/742) sebab di dalamnya terdapat *ta'liq* yang berharga (bernilai).
- 92 Yaitu, riwayat Muslim dalam Shahiih-nya (no. 1783, 92).
- 93 Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 106) dan Muslim (no. 1).
- 94 Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 108) dan Muslim (no. 2).
- 95 Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 110) dan Muslim (no. 3).
- <sup>96</sup> Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1219) dan Muslim (no. 4).
- 97 Dalam kitab Shahiih-nya (no. 107).
- 98 Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 109).
- <sup>99</sup> Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 3461).
- Diriwayatkan oleh Ahmad (I/65, 70), ath-Thayalisi dalam Musnad-nya (I/79/80), al-Bazzar dalam al-Bahruz Zakhkhaar (II/37-38/383), Ibnu 'Adi dalam al-Kaamil (I/17), ath-Thabrani dalam Juz-un fiihi Thuruq Hadiits man Kadzaba 'alayya Muta'ammidan (6/37-38), Abu Ya'la dalam Musnad-nya (I/63/72, 73 al-Maqshad al-'Aliy), ath-Thahawi dalam Musykilul Aatsaar (I/354/382), al-Hakim dalam al-Madkhal ilash Shahiih (I/141-142), Ibnul Jauzi dalam al-Maudhuu'aat (I/58, 58-59), Ibnu 'Asakir dalam Taariikh Dimasq (41/116-117), adh-Dhiya' al-Maqdisi dalam al-Ahaadiitsul Mukhtaarah (I/478/351, 479/352, 353) dari jalur Ibnu Abuz Zinad, dari ayahnya, dari 'Amir bin Sa'ad: aku mendengar 'Utsman .... Adh-Dhiya' kemudian menyebutkannya.

Sanad hadits ini hasan, berdasarkan komentar yang *ma'ruf* tentang Ibnu Abuz Zinad. Nama aslinya adalah 'Abdurrahman.

Diriwayatkan pula oleh Ahmad (I/70), Ibnu Sa'ad dalam ath-Thabagaatul Kubraa (I/336-337), al-

Bazzar dalam al-Bahruz Zakhkhaar (II/38/384), ath-Thahawi dalam Musykilul Aatsaar (I/354/381), Abu Ya'la dalam Musnad-nya (I/63/71 – al-Maqshad al-'Aliy), ath-Thabrani dalam Juz-nya (VII/38-39), al-Khatib al-Baghdadi dalam Taariikh Baghdad (II/221), Ibnul Jauzi dalam al-Maudhuu'aat (I/59), adh-Dhiya' al-Maqdisi dalam al-Ahaadiitsul Mukhtaarah (I/516/383, 384, 516-517/385), Ibnu 'Asakir dalam Taariikh-nya (41/117) dari jalur Abu Bakar al-Hanafi, dari 'Abdul Hamid bin Ja'far, dari ayahnya, dari Mahmud bin Labid, dari 'Utsman.

Sanad hadits ini shahih dan perawinya *tsiqah*. Adh-Dhiya' al-Maqdisi menyebutkan (I/517): "Imam Muslim mengeluarkan hadits ini dalam *Shahiih*-nya: aku meriwayatkan dari Ishaq bin Rahawaih, dari Abu Bakar al-Hanafi." Hadits ini dishahihkan juga oleh al-Hafizh di dalam *Fat-hul Baari* (I/203)."

Diriwayatkan oleh Ahmad (II/22, 103, 144); Ibnu Abi Syaibah dalam al-Mushannaf (VIII/761/6296); asy-Syafi'i dalam ar-Risaalah (396/1092) dan al-Musnad (I/43/19 – Tartiib); Hannad as-Sirri dalam az-Zuhd (II/638/1386); 'Abdu bin Humaid dalam Musnad-nya (II/13/736 – al-Muntakhab); ath-Thahawi dalam Musykilul Aatsaar (I/360/397); al-Bazzar dalam Musnad-nya (I/114/210 – al-Kasyf); ath-Thabrani dalam Juz-nya (67/50, 67-68/51, 68/52), al-Mu'jamul Kabiir (XII/226/13153, 13154), dan al-Mu'jamul Ausaath (I/257/296 – Majmaa'ul Bahrain); Abu Nu'aim al-Ashbahani dalam Hilyatul Auliyaa' (VIII/138); al-Hakim dalam al-Madkhal ilash Shahiih (I/141); al-Baihaqi dalam Ma'rifatus Sunan wal Aatsaar (I/77); Ibnul Jauzi dalam al-Maudhuu'aat (I/69); dan banyak lagi yang lainnya dari jalur Abu Bakar bin Salim, dari ayahnya, dari kakeknya yang bernama 'Abdullah. Saya menilai: "Sanad hadits ini shahih sesuai dengan syarat asy-Syaikhani (al-Bukhari dan Muslim)."

102 Diriwayatkan oleh Ahmad (III/39, 44, 46) dan Muslim dalam Shahiih-nya (no. 3004).

Diriwayatkan oleh Ahmad (III/490, 491, IV/106, 107) dan al-Bukhari dalam Shahiih-nya (no. 3509).
 Diriwayatkan oleh Ahmad (IV/367), ath-Thabrani dalam al-Mu'jamul Kabiir (V/181/5018-5021) dan Juz-un fiihi Thuruq Hadiits man Kadzaba 'alayya Muta'ammidan (102-103/101, 103-104/102), Ibnu Abi Syaibah dalam al-Mushannaf (VIII/764/6306) dan al-Musnad (I/353/101, 103-354/517), al-Bazzar dalam Musnad-nya (I/117/217 - al-Kasyf), al-Khatib al-Baghdadi dalam Taariikh-nya (X/300), Ibnul Jauzi dalam al-Maudhuu'aat (I/76), dan yang lainnya dari beberapa jalur, dari Abu

Saya menegaskan: "Sanad hadits ini shahih karena perawinya tsiqah."

Havvan at-Taimi, dari Yazid bin Havvan, dari Zaid.

105 Dalam kitab Sunan-nya (V/35/2659), ath-Thayalisi dalam Musnad-nya (I/281-282/360), Ahmad (I/402, 405, 454), Abu Ya'la dalam Musnad-nya (IX/162/5251, 207/5307), al-Bazzar dalam al-Bahruz Zakhkhaar (V/211/1815), al-Haitsam bin Kulaib dalam Musnad-nya (II/no. 645, 646, 647), Ibnu Abi Syaibah dalam Musnad-nya (I/193/284), ath-Thabrani dalam Juz-nya (59/35, 59-60/36, 60/37, 38), ad-Daraquthni dalam al-Ilal (II/62), al-Khatib al-Baghdadi dalam Taariikh-nya (IV/263), al-Qudha'i dalam Musnad asy-Syihab (I/324/547), Ibnul Jauzi dalam al-Maudhuu aat (I/65, 65-66), dan yang lainnya dari beberapa jalur, dari 'Ashim bin Bahdalah, dari Zirr bin Hubaisy, dari Ibnu Mas'ud. Saya berkata: "Sanad hadits ini hasan, karena adanya perselisihan yang ma'ruf tentang 'Ashim." Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (IV/524/2257), Ibnu Majah (I/13/30), Abul Qasim al-Baghawi dalam Musnad Ibnul Ja'ad (I/407/578), Ibnu Abi Syaibah dalam al-Mushannaf (VIII/759/6289), ath-Thayalisi dalam Musnad-nya (I/268/340), Ahmad (I/389, 401), Abu Ya'la dalam Musnad-nya (IX/205/5304), al-Haitsam bin Kulaib dalam Musnad-nya (I/321/284, 285, 322/286, 287, 288, 323/289), al-Bazzar dalam al-Bahruz Zakhkhaar (V/383/2015), ath-Thabrani dalam Juz-nya (62/43, 62-63/44, 63/45, 63-64/46), al-Hakim (IV/159), al-Khatib al-Baghdadi dalam *Taariikh*-nya (III/50), al-Qudha'i dalam Musnad asy-Syihaab (I/329/561), Ibnul Jauzi dalam al-Maudhuu'aat (I/65, 66), dan yang lainnya dari jalur Sammak bin Harb, dari 'Abdurrahman bin 'Abdullah bin Mas'ud, dari

Saya menilai: "Sanad hadits ini shahih, perawinya tsiqah. 'Abdurrahman bin 'Abdullah mendengar dari ayahnya menurut mayoritas ulama."

At-Tirmidzi berkata: "Hadits hasan shahih."

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (I/13/33), Ibnu Abi Syaibah dalam al-Mushannaf (VIII/763/6302), Ahmad (III/330), Abu Ya'la dalam al-Musnad (III/376/1847, 456/1952), ad-Darimi dalam Musnadnya (II/332/242 – Fat-hul Mannaan), ath-Thabrani dalam Juz-nya (94/92), Abu Nu'aim al-Ashbahani dalam Hilyatul Auliyaa' (IX/59), al-Qudha'i dalam Musnad asy-Syihab (I/326/551), Ibnul Jauzi dalam al-Maudhuu'aat (I/71, 71-72) dari beberapa jalur, dari Hasyim bin basyir: Abuz Zubair meriwayatkan kepada kami dari Jabir.

Saya berkomentar: "Sanad hadits ini shahih, sesuai dengan syarat Muslim, jika tidak karena Abuz Zubair mudallis dan telah meriwayatkan dengan 'an 'anah. Akan tetapi, hadits itu juga diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam Juz-nya (95/93)—dari jalurnya diriwayatkan oleh Ibnul Jauzi (I/72)—dari ialur Abu Hisyam ar-Rifa'i: Isma'il bin Syu'aib meriwayatkan kepada kami; Manshur bin Dinar meriwayatkan kepada kami dari Yazid al-Faqir, dari Jabir.

Abu Hisyam ar-Rifa'i itu tidak kuat riwayatnya, sebagaimana diterangkan dalam at-Tagriib. Secara keseluruhan, derajat hadits ini dengan jalur-jalurnya hasan, insya Allah. Matannya pun

shahih tanpa diragukan lagi, bahkan mutawatir."

107 Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (I/13/35), Ibnu Abi Syaibah dalam al-Mushannaf (VIII/761/6295), ad-Darimi dalam Musnad-nya (I/350/251 - Fat-hul Mannaan), Ahmad (V/297), Hannad as-Sirri dalam az-Zuhd (II/639/1388), ath-Thahawi dalam Musykilul Aatsaar (I/367/414), al-Muhamili di dalam al-Amaali (J8/Q159/A - riwayat Ibnu Mahdi), ath-Thabrani dalam Juz-nya (97/95), Ibnu 'Abdil Barr dalam Jaami' Bayaanil 'Ilmi wa Fadhlihi (II/1013/1933), al-Hakim (I/111), ar-Ramahurmuzi dalam al-Muhaddits al-Faashil (no. 745), Ibnul Jauzi dalam al-Maudhuu'aat (1/70-71), adz-Dzahabi dalam Tadzkiratul Huffaazh (I/333-334), dan yang lainnya dari beberapa jalur, dari Ibnu Ishaq: Ma'bad bin Ka'ab bin Malik meriwayatkan kepadaku dari Abu Qatadah.

Saya berpendapat: "Sanad hadits ini hasan. Ibnu Ishaq menjelaskan dengan tahdits di dalam riwayat Ahmad, Hannad as-Sirri, al-Hakim, Ibnul Jauzi, dan yang lainnya. Hal ini termasuk yang terluput dari saudara kami, 'Ali al-Halabi hafizhahullah di dalam ta'liq-nya atas kitab Juz-uth Thabrani, maka

hendaklah ia mengoreksi pendapatnya."

Diriwayatkan juga oleh Ibnu 'Adi dalam al-Kaamil (I/17), ath-Thabrani dalam Juz-nya (98/96), al-Hakim (I/111-112), Ibnul Jauzi dalam al-Maudhuu'aat (I/71) dari beberapa jalur, dari 'Itab bin Muhammad bin Syaudzab, dari Ka'ab bin 'Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik, dari ayahnya, dari Abu Qatadah.

Saya berkata: "Sanad hadits ini hasan sebagai syahid (penguat) dan mutaba'ah (pendukung). Mengenai Ka'ab, sungguh telah meriwayatkan darinya dua orang. Dia telah dinyatakan tsiqah oleh Ibnu Hibban, sedangkan dia tergolong pengikut para Tabi'in."

Secara keseluruhan, derajat hadits ini shahih lighairihi dengan jalur-jalurnya, insya Allah.

108 Kitab ini telah dicetak dan saudara kami, al-Fadhil asy-Syaikh 'Ali bin Hasan al-Halabi, hafizhahullah telah men-tahqiq-nya.

109 Silakan lihat kitab saya yang berjudul Kifaayatul Hafazhah Syarhul Muqaddimah al-Muuqizhah (hlm. 118-119).

- 110 Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Shahiih-nya (no. 1291) dan Muslim dalam Shahiih-nya (IV -Mugaddimah).
- Pada naskah "¬" dan "۶" tertulis: "الْكَذِبُ".
   Silakan lihat kitab Fat-hul Baari (II/202-204).
- 113 Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Shahiih-nya (no. 6993) dan Muslim dalam Shahiih-nya (no. 2266) dari hadits Abu Hurairah 👛 .

Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 6995) dan Muslim (no. 2267) dari Abu Qatadah 👛 .

Dikeluarkan oleh al-Bukhari (no. 6994, 6997) dari Anas bin Malik dan Abu Sa'id al-Khudri 👛 .

Diriwayatkan oleh Muslim (2268/12, 13) dari Jabir bin 'Abdullah 🚵.

- 114 Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dalam asy-Syamaa-il (511-513/420), Ibnu Abi Syaibah dalam al-Mushannaf (XI/56/10517), Ibnu Sa'ad dalam ath Thabagaatul Kubraa (I/417), Ahmad dalam al-Musnad (I/361) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh Ibnu 'Asakir dalam Taariikh Dimasq (III/150), dari jalur 'Auf bin Abu Jamilah al-A'rabi, dari Yazid al-Farisi, dari Ibnu 'Abbas. Saya menilai: "Sanad hadits ini hasan. Yazid ini shaduq dan hasan haditsnya. Hadits ini telah dihasankan pula oleh guru kami 💥 dalam Mukhtashar asy-Syamaa-il (no. 347). Penulis 💥 menyandarkannya kepada an-Nasa-i-saya menganggap itu kesalahan tulis dari beliau 🕸. Sebab, setelah pencarian lama, saya tidak mendapatinya di dalam *al-Kubraa* dan tidak pula dalam ash-Shughraa. Al-Mizzi pun tidak menyandarkannya pada an-Nasa-i dalam Tuhfatul Asyraaf (V/272).
- <sup>115</sup> As-Sunanul Kabiir (VII/44). <sup>116</sup> Pada naskah "تيذكر" tertulis: "يذكر".
- 117 Telah dijelaskan takhrij-nya.

Dalam kitab Sunan-nya (I/12-13/48); ad-Darimi dalam Musnad-nya (IV/56/702 – Fat-hul Mannaan); al-Bukhari dalam at-Taariikhul Kabiir (V/67-68, 68); Ahmad (V/225); Ibnu Khuzaimah dalam Shahiih-nya (I/11/15, 71-72/138); Ibnu Abi 'Ashim dalam al-Aahaad wal Matsaani (IV/244/2247); ath-Thahawi dalam Syarh Ma'aanil Aatsaar (I/42-43); al-Bazzar dalam al-Bahruz Zakhkhaar (VIII/307/3378, 310/3382); Ibnu Jarir ath-Thabari dalam Jaami'ul Bayaan (VI/72); Ibnu Mandah dalam Ma'rifatush Shahaabah dan dari jalurnya diriwayatkan oleh Ibnu 'Asakir dalam Taariikh Dimasq (29/289); al-Hakim (I/155-156); al-Baihaqi (I/37-38); Abu Bakar al-Jashshash dalam Ahkaamul Qur-aan (II/329); ath-Thabrani dalam al-Mu'jamul Kabiir dan dari jalurnya diriwayatkan oleh al-Mizzi dalam Tahdziibul Kamaal (XIV/438); serta Ibnu Hibban dalam Shahiih-nya, sebagaimana di dalam al-Badrul Muniir (III/170-171) dari jalur Muhammad bin Ishaq: Muhammad bin Yahya bin Hibban meriwayatkan kepada kami dari 'Abdullah—dalam sebagian riwayat: 'Ubaidillah—bin 'Abdullah bin 'Umar, dari Asma' binti Zaid bin al-Khaththab, dari 'Abdullah bin Hanzhalah.

Al-Hakim berkata: "Hadits ini shahih sesuai dengan syarat Muslim, hanya saja keduanya tidak meriwayatkannya." Hal ini telah disepakati oleh adz-Dzahabi.

Saya menyanggah: "Penilaian keduanya tidak benar karena Muhammad bin Ishaq tidak dipakai Muslim sebagai hujjah. Akan tetapi, Muslim hanya memakainya dalam riwayat *mutaba'ah* (pendukung), sebagaimana yang dijelaskan oleh lebih dari seorang *muhaqqiq*, di antaranya adz-Dzahabi sendiri dalam *al-Mughmi*. Disebutkan dalam kitab *al-Miizan* (III/475): 'Muslim memakainya sebagai penguat dalam lima hadits.' Yang benar ialah derajat hadits ini hasan, berdasarkan komentar yang *ma'ruf* tentang Ibnu Ishaq."

Penulis केंद्र berkata dalam *Tafsiirul Qur-aan al-'Azbiim* (III/58-59): "Sanadnya shahih. Ibnu Ishaq menjelaskannya dengan *tahdits* dan penyimakan dari hadits Muhammad bin Yahya bin Hibban sehingga hilanglah kecurigaan *tadlis-*nya."

#### Catatan:

Ibnu Ishaq berbeda dalam penyebutan nama ('Abdullah bin 'Abdullah bin 'Umar). Terkadang ia menyebutkannya 'Abdullah dan terkadang juga 'Ubaidillah. Meskipun demikian, hal itu tidak berpengaruh apa-apa karena keduanya tsiqah. Maka dari itu, bagaimana pun sanadnya, ia tetap termasuk perawi tsiqah. Wallaahu a'lam.

Diriwayatkan oleh ath-Thayalisi dalam Musnad-nya (IV/459/2862) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam as-Sunanul Kubraa (I/35); adh-Dhiya' al-Maqdisi dalam al-Ahaadiitsul Mukhtaarah (IX/495/482); Ibnu Abi Syaibah dalam al-Mushannaf (I/171); Ahmad (I/237, 285, 307, 315, 337, 339-340); Abu Ya'la dalam Musnad-nya (IV/218/2330, V/94/2702); al-Harits bin Abu Usamah dari Musnad-nya (I/278/161 – al-Bughyah); adh-Dhiya' al-Maqdisi dalam al-Ahaadiitsul Mukhtaarah (IX/493-494/479, 494/480, 481) dari beberapa jalur, dari Abu Ishaq as-Sabi'i, dari Arbadah at-Tamimi, dari Ibnu 'Abbas.

Saya berpendapat: "Sanad hadits ini dha'if. Arbadah at-Tamimi tidak diketahui identitasnya, tidak ada yang meriwayatkan darinya selain Abu Ishaq, dan tidak ada yang men-tsiqah-kannya selain Ibnu Hibban al-'Ijli! Oleh karena itu, Ibnul Barqi berkata sebagaimana dalam Ikmaal Tahdziibil Kamaal (II/36): 'Tidak diketahui identitasnya.' Adapun al-Hafizh berkata dalam at-Taqriib: 'Shaduq.'" Hadits ini dinyatakan lemah oleh guru kami al-Albani ﷺ di dalam ash-Shahiihah (IV/78) karena tidak diketahuinya identitas Arbadah ini. Namun, terdapat penguat dari hadits Watsilah bin al-Asqa' secara marfu', yakni: "Aku diperintahkan untuk bersiwak, sampai-sampai aku khawatir hal itu akan diwajibkan atasku." Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad (III/490), ath-Thabrani dalam al-Mu'jamul Kabiir (XXII/63/189, 19), serta al-Muhamili dalam al-Amaali (74 – riwayat Abu 'Umar bin Mahdi) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh Mahmud bin Muhammad al-Muzahimi dalam Hadiits-nya (450/25) dari jalur Laits bin Abu Sulaim, dari Abu Burdah, dari Abul Malih, dari Watsilah.

Guru kami, al-Imam al-Albani ﷺ, berkata dalam ash-Shahiihah (IV/79): "Sanad riwayat ini hasan sebagai penguat. Semua perawinya tsiqah selain Laits, yaitu Ibnu Abu Sulaim, yang dha'if karena hafalannya rusak."

Saya menegaskan: "Yang dikatakannya benar."

Dalam kitabnya, as-Sunanul Kubraa (VII/49) dari jalur Khalid bin 'Ubaid, dari 'Abdurrahman bin Buraidah, dari ayahnya, dari Ummu Salamah.

Saya menilai: "Sanad hadits ini dha'if sekali. Karena Khalid bin 'Ubaid itu haditsnya ditinggalkan (tidak diriwayatkan), sebagaimana dijelaskan dalam at-Taqriib.

Diriwayatkan juga oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jamul Kabiir* (XXIII/208/510) dari jalur Muhammad bin Humaid, dari Abu Tamilah, dari 'Abdul Mukmin bin Khalid, dari Ibnu Buraidah, yaitu yang semisalnya.

Saya berpendapat: "Sanadnya sangat dha'if. Di dalamnya terdapat Muhammad bin Humaid ar-Razi, perawi yang haditsnya ditinggalkan (tidak diriwayatkan)."

Akan tetapi, hadits ini memiliki penguat-penguat sebagai berikut:

Pertama, riwayat dari Ibnu 'Abbas yang semakna dengannya. Hadits ini diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam al-Mu'jamul Kabiir (no. 12286) dan al-Mu'jamul Ausaath (no. 6960). Dari jalurnya diriwayatkan oleh adh-Dhiya' al-Maqdisi dalam al-Ahaadiitsul Mukhtaarah (61/249/1), sebagaimana dijelaskan dalam ash-Shahiihah (no. 1556).

Guru kami, al-Imam al-Albani ﷺ, berkata: "Sanad hadits ini dha'if. Para perawinya tsiqah selain al-Husain bin Sa'ad bin 'Ali ... aku juga belum pernah menemukan biografinya, padahal mereka menyebutkannya di antara perawi yang meriwayatkan dari kakeknya, 'Ali bin al-Husain. Sementara itu, 'Atha' bin as-Sa-ib rusak hafalannya. Atas dasar ini pulalah, al-Haitsami melemahkannya dalam Majma'uz Zawaa-id (II/98)."

Kedua, hadits Sahl bin Sa'id yang semakna dengannya. Hadits ini diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam al-Mu'jamul Kabiir (no. 6018) dan al-Mu'jamul Ausaath (no. 2087), tetapi di dalam sanadnya terdapat 'Ubaid bin Waki', seorang yang dha'if, sebagaimana disebutkan dalam at-Tagriib.

Ibnul Mulaqqin berkata dalam *al-Badrul Muniir* (III/142-143): "Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *Mu'jam*-nya yang paling besar dan di dalam sanadnya terdapat 'Ubaid bin Waqid al-Qisi, yaitu perawi yang didha'ifkan oleh Abu Hatim. Mengenai perawi ini, Ibnu 'Adi berkata: 'Kebanyakan haditsnya tidak memiliki *mutaba'ah*.'"

Ketiga, riwayat 'Aisyah yang semakna dengannya, sebagaimana akan disebutkan setelah ini.

Keempat, hadits yang semakna dengannya dari Anas. Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bazzar dalam Musnad-nya (I/242-243/497 – al-Kasyf) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh Abu Nu'aim al-Ashbahani dalam Fadlul Istiyaaki wa Aadaabuhu wamaa Rawa 'anin Nabiy ﷺ fis Siwaak wa Ahkaamuhu, seperti halnya dalam al-Imaam fii Ma'rifati Ahaadiits al-Ahkaam (I/345).

Di dalam sanadnya terdapat perawi bernama 'Imran bin Khalid.

Guru kami, al-'Allamah al-Imam al-Albani మ్మ్, berkata tentangnya: "Ia dha'if, sebagaimana yang dikatakan Abu Hatim dan yang lainnya."

Kelima, hadits Jubair bin Muth'im bin Ma'in yang semakna dengannya. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Nu'aim al-Ashbahani dalam *Fadlul Istiyaak wa Aadaabuhu*, sebagaimana dalam *al-Imaam* (I/343-344) dari jalur Muhammad bin Abu 'Umrah, ia berkata: Bisyr bin as-Sirri meriwayatkan kepada kami dari Abu Ma'syar Najih as-Sindi, dari Abul Huwairits, dari Nafi' bin Jubair bin Muth'im, dari ayahnya. Ibnu Daqiqil 'Ied berkata: "Abu Ma'syar dha'if, demikian pula Abul Huwairits."

Ibnul Mulaqqin berkata dalam *al-Badrul Muniir* (III/142): "Di dalam sanadnya terdapat dua perawi yang telah dinyatakan lemah: Abul Huwairits dan Abu Ma'syar Najih."

Saya menegaskan: "Benar apa yang dikatakan keduanya. Abu Ma'syar telah menyelisihi Sufyan bin 'Uyainah, sedangkan Sufyan adalah imam hujjah, yakni dengan meriwayatkan hadits ini dari Abul Huwairits secara *mursal*.

Hadits ini diriwayatkan pula oleh al-Qasim bin Tsabit as-Sarqisthi dalam ad-Dalaa-il fii Ghariibil Hadiits (I/122/55), al-Khaththabi dalam Ghariibul Hadiits (I/103), serta Abu Nu'aim al-Ashbahani dalam Fadlul Istiyaak wa Aadaabuhu sebagaimana dalam al-Imaam (I/343). Riwayat ini lebih shahih daripada yang tercantum di dalam al-Musnad."

Secara keseluruhan, derajat hadits ini shahih dengan jalur-jalur tersebut. Wallaahu a'lam.

121 Silakan lihat kitab as-Sunanul Kubraa (VII/49).

Dalam kitab as-Sunanul Kubraa (VII/49-50); ath-Thabrani dalam al-Mu'jamul Ausaath (VI/323/6526); Ibnus Sakan dalam Shahiih-nya, sebagaimana di dalam al-Badrul Muniir (III/144) dan at-Talkhiishul Habiir (I/67); Abu Nu'aim al-Ashbahani dalam Fadlul Istiyaak wa Aadaabuhu, sebagaimana di dalam al-Imaam (I/344), dari jalur Ibnu Wahb.

Saya berkomentar: "Sanad hadits ini dha'if karena munqathi', sebagaimana yang dikatakan penulis क्रेंड. Demikianlah yang diriwayatkan Yahya bin 'Abdullah bin Salim, seorang perawi shadug. Akan

tetapi, dia diselisihi oleh Isma'il bin Ja'far, perawi tsiqah yang termasuk perawi asy-Syaikhani, yang meriwayatkannya dari 'Amr maula al-Muththalib, dari Muththalib secara mursal tanpa menyebutkan 'Aisyah. Hadits itu diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam Hadiits 'Ali bin Hajar (424/363) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh Abu Nu'aim al-Ashbahani dalam Fadlul Istiyaak wa Aadaabuhu, sebagaimana di dalam al-Imaam (I/344): 'Ali bin Hajar meriwayatkan kepada kami dari Isma'il. Hadits ini mursal shahih sanadnya, bahkan hadits ini lebih shahih daripada yang maushul.

#### Catatan:

Di dalam sanad ath-Thabrani tidak terdapat (dari al-Muththalib bin 'Abdullah). Mungkin ini merupakan kesalahan penyalin atau pencetak, atau memang demikianlah yang diriwayatkan olehnya. Wallaahu a'lam bish Shawab. Adapun arti (يُذركني) yaitu menanggalkan gigi-gigiku.

<sup>23</sup> Akan tetapi, hadits ini dha'if, sebagaimana yang telah dijelaskan. Dengan demikian, tidak ada lagi

kerumitan (keraguan) dalam hal ini.

124 Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Shahiih-nya (no. 138) dan Muslim dalam Shahiih-nya (no. 763).

125 Telah dijelaskan takhrij-nya.

126 Diriwayatkan oleh Muslim dalam Shahiih-nya (no. 486).

<sup>127</sup> Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam al-Mushannaf (I/61), Ahmad dalam al-Musnad (VI/210), Abu Dawud dalam Sunan-nya (no. 179), at-Tirmidzi dalam Sunan-nya (no. 86), Ibnu Majah dalam Sunan-nya (no. 502), dan banyak lagi yang lainnya dari jalur Waki', dari al-A'masy, dari Habib, dari 'Urwah, dari 'Aisyah.

Saya menilai: "Sanad hadits ini shahih. Syaikh Ahmad Syakir ﷺ menshahihkannya dalam Syarh Sunanit Tirmidzi, seraya berkata: 'Hadits ini shahih, tidak ada 'illat (cacat) padanya. Sebagian ulama telah melemahkan riwayat ini dengan menyebutkan cacatnya, namun hal itu tidak merusak keshahihannya.' Dishahihkan juga oleh guru kami, al-Imam al-Albani ﷺ."

<sup>128</sup> Pada catatan kaki naskah "": "Telah dibacakan di hadapan penulis."

<sup>129</sup> Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Shahiih-nya (no. 1930, 1931) dan Muslim dalam Shahiih-nya (no. 1109, 76).

Demikianlah yang tertulis pada naskah "س" dan lafazh ini sesuai dengan riwayat Muslim. Pada naskah "ح" tertulis: "مِنْ غَيْرِ جِمَاع ", sedangkan yang benar ialah tanpa lafazh "مِنْ جِمَاع ", yaitu: "مِنْ جِمَاع ", seperti halnya di dalam riwayat al-Bukhari.

<sup>131</sup> Dalam kitab Shahiih-nya (no. 687), juga Muslim dalam Shahiih-nya (no. 418).

<sup>132</sup> Dalam kitab Sunan-nya (V/639-640/3727); Abu Ya'la dalam Musnad-nya (II/311/1042) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh Ibnu 'Asakir dalam Taariikh Dimasq (45/107-108); serta al-Baihaqi (VII/66) dari jalur Salim.

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam *Hidaayatur Ruwaah* (V/429): "Hadits ini gharib."

Al-'Ala'i berkata dalam an-Naqdush Shariib: "Hadits ini tentu tidak hasan, melainkan dha'if. Akan tetapi, derajatnya tidak sampai maudhu', yaitu berdasarkan riwayat at-Tirmidzi dari jalur Muhammad bin Fudhail, dari Salim bin Abu Hafshah, dari 'Athiyyah al-'Aufi, dari Abu Sa'id al-Khudri , bahwasanya Nabi mengatakan hal itu kepada 'Ali .' 'At-Tirmidzi berkata: 'Hadits ini hasan gharib. Aku tidak mengetahuinya selain dari jalur ini, bahkan Muhammad bin Isma'il (al-Bukhari) telah mendengar hadits ini dariku.'

Aku katakan, apabila hadits ini maudhu', tentulah al-Bukhari tidak mau mendengarnya. Al-Bukhari mau menulisnya dari muridnya, at-Tirmidzi, karena at-Tirmidzi hanya menganggapnya gharib (asing). Salim bin Abu Hafshah dan 'Athiyyah al-'Aufi bermadzhab Syi'ah sehingga keduanya dha'if. An-Nasa-i berkata tentang Salim: 'Tidak tsiqah.' Al-Fallas berkata: 'Berlebihan dalam mengagungkan madzhab Syi'ah.' Adapun 'Athiyyah, ia didha'ifkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, 'Ali bin al-Madini, an-Nasa-i, dan mayoritas imam (ulama hadits). Penghasanan at-Tirmidzi terhadap hadits ini aneh, sebab hadits itu hanya diriwayatkan oleh kedua orang ini.

Di antara hal yang menunjukkan kelemahan dan kemunkaran riwayat tersebut ialah: Nabi 養 tidak pernah diberikan hak-hak khusus (keringanan-keringanan) yang berkonsekuensi melanggar kemuliaan apa-apa yang terhormat di sisi Allah 爾 dan menghalalkan keharamannya. Akan tetapi, hak-hak khusus yang diberikan kepada beliau sebagai dispensasi itu hanyalah pada perkara yang berkaitan dengan urusan duniawi, seperti boleh beristeri lebih dari empat orang. Nabi 養 tidak pernah diberikan hak khusus yang berupa dihalalkannya masjid bagi beliau saat beliau sedang berada

dalam keadaan junub, kecuali jika penghalalan itu diartikan halal untuk berdiam diri di dalamnya atau halal untuk melintasinya, sebagaimana ikhtilaf (perbedaan pendapat) kedua madzhab dalam hal ini. Bahkan, Nabi ﷺ mengingkari sebagian Sahabat yang membedakan beliau dalam hal keringanan yang diberikan, yakni tatkala mereka berkata: 'Allah menghalalkan bagi Nabi-Nya apa saja yang dikehendakinya.' Nabi ﷺ berseru ketika mendengar hal itu: "Demi Allah, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan orang yang paling tahu tentang apa yang harus kujauhi." Nabi ﷺ mengingkari pengkhususan keringanan atas diri yang dapat merusak agama dan pengagungan. Wallaahu a'lam."

Saya berkomentar: "Penjelasan di atas merupakan tahqiq yang paling mantap—semoga Allah merahmatinya. Menurut saya, sanad hadits ini lebih dha if daripada yang beliau sebutkan. Sebab, 'Athiyyah ini mudallis yang memalsukan guru-gurunya, yang hal ini termasuk perbuatan yang diharamkan karena keburukannya, bahkan ia menamakan gurunya atau menyebutkan kun-yah-nya dengan tidak benar untuk mengaburkan identitasnya. Oleh karena itu, ulama menggolongkannya

kepada tadlis yang paling buruk."

Ibnu Hibban berkata dalam al-Majruuhiin (II/176, terbitan Daarul Ma'rifah): "Ia ('Athiyyah) mendengar dari Abu Sa'id al-Khudri beberapa hadits. Setelah Abu Sa'id meninggal, dia pun berteman dengan al-Kalbi, seorang Syi'ah yang terkenal, dan sering menghadiri pertemuan-pertemuannya. Jika al-Kalbi berkata: 'Rasulullah berkata demikian,' maka dia menghafalnya dan menyebut kun-yah Abu Sa'id, lalu meriwayatkan hadits itu darinya. Pada saat ditanyakan kepadanya: 'Siapa yang menceritakan ini padamu?' Ia menjawab: 'Abu Sa'id yang meriwayatkannya kepadaku.' Oleh karena itulah, orang-orang menyangka bahwasanya perawi yang dimaksudkannya adalah Abu Sa'id al-Khudri, padahal yang dia maksud adalah al-Kalbi. Maka dari itu, tidak boleh berhujjah dengannya dan menulis haditsnya, kecuali untuk membuat takjub (akan kelemahan dan penyimpangannya)."

Imam Ahmad bin Hanbal berkomentar sama seperti itu juga, sebagaimana diterangkan dalam Tahdziibul Kamaal (20/147).

Oleh sebab itu, al-Hafizh berkata dalam Ta'riifu Ahlit Taqdiis (130/122): "Hafalannya lemah, bahkan terkenal dengan tadlis yang buruk."

Penulis Abu berkata dalam Tasiir-nya (II/404): "Adapun yang diriwayatkan Abu 'Isa at-Tirmidzi dari hadits Salim bin Abu Hafshah, dari 'Athiyyah, dari Abu Sa'id al-Khudri (kemudian ia menyebutkannya), sesungguhnya hadits itu dha'if, tidak shahih. Sebab Salim ini haditsnya ditinggalkan (tidak diriwayatkan), sedangkan gurunya, 'Athiyyah, perawi dha'if. Wallaahu a'lam." Adz-Dzahabi berkata dalam al-Muhadzdzab sii Ikhtishaaris Sunanil Kubraa (V/2634): "Aku menegaskan bahwa 'Athiyyah sangat lemah dan hadits ini munkar sekali."

Salim bin Abu Hafshah telah diperkut oleh Katsir bin Isma'il an-Nawwa' dari 'Athiyyah, yaitu yang diriwayatkan oleh Ibnu Mardawaih, sebagaimana di dalam al-Laa li-ul Mashnuu'ah (I/353),

al-Maudhuu'aat (I/367-368), dan Taariikh Dimasq karya Ibnu 'Asakir (45/108).

Ibnul Jauzi berkata: "Hadits ini tidak shahih sama sekali, akan tetapi ia dibuat di atas perkara yang menutup pintu ... di dalam hadits ini terdapat beberapa kehancuran. Adapun 'Athiyyah, mereka sepakat bahwasanya dia dha'if (kemudian Ibnu al-Jauzi menyebutkan kisah yang lalu tentang persahabatan Athiyah dengan al-Kalbi). Mengenai Katsir an-Nawwa', dia telah didha'ifkan oleh ar-Razi dan an-Nasa-i. As-Sa'di berkata: 'Sesat,' sedangkan Ibnu 'Adi berkata: 'Ia seorang Syi'ah radikal, yang berlebih-lebihan (fanatik) di dalam madzhabnya.'"

Hadits ini memiliki penguat yang sangat lemah pula, yaitu yang diriwayatkan oleh al-Bazzar dalam al-Babruz Zakhkhaar (IV/36/1197) dari jalur al-Hasan bin Zaid, dari Kharijah bin Sa'ad, dari ayahnya, ia berkata bahwa Rasulullah se berkata kepada 'Ali: "...." Kemudian al-Bazzar menyebutkannya. Al-Bazzar berkata: "Kami tidak mengetahui riwayat dari Sa'ad kecuali dari jalur ini dan dari sanad ini."

Guru kami, al-Imam al-Albani & berkata dalam adh-Dha'iifah (X/722-723):

"Hadits ini dha'if karena *munqathi*'. Kharijah bin Sa'ad adalah Kharijah bin 'Abdullah bin Sa'ad bin Abi Waqqash, menurut pendapatku. Ibnu Abi Hatim meriwayatkannya dalam *al-Jarh wat Ta'diil* (I/2/375) dan ia berkata: 'Ia (Kharijah bin Sa'ad) meriwayatkan dari ayahnya, dan Yunus bin Hamran meriwayatkan darinya.'

Aku katakan, Ibnu Abi Hatim hanya mengatakan itu. Maka, identitas Kharijah bin Sa'ad tidak

diketahui. Setelah itu, Ibnu Abi Hatim menyebutkan biografi ayah Kharijah bin Sa'ad, yaitu 'Abdullah bin Sa'ad bin Abi Waqqash (II/2/63-64). Ibnu Abi Hatim menyebutkan bahwa 'Abdullah bin Sa'ad adalah Mush'ab, 'Umar, Yahya, Ibrahim, Muhammad, dan 'Amr yang merupakan anak-anak Sa'ad. Ibnu Abi Hatim berkata: 'Hadits ini diriwayatkan dari Abu Ayyub oleh anaknya, yaitu Kharijah bin 'Abdullah.' Ibnu Abi Hatim tidak menambahkan keterangan apapun. Aku katakan, jika demikian maka hadits ini adalah hadits mursal, karena tidak diketahuinya Kharijah dan ayahnya yaitu 'Abdullah. Kemudian, al-Hasan bin Zaid yaitu al-'Alawi Abu Muhammad al-Madani, ayah as-Sitti Nafisah memiliki kelemahan dari segi hafalan. Al-Hafizh berkata: 'Shaduq, namun sering salah. Meskipun demikian, ia adalah orang yang memiliki keutamaan.' Adapun mengenai perkataan al-Haitsami dalam al-Majmaa' (IX/115): 'Diriwayatkan oleh al-Bazzar. Aku tidak mengenal Kharijah, sedangkan perawi lainnya tsiqah.' maka aku katakan bahwa perkataan al-Haitsami ini jelas mengandung kecerobohan dan kesemberonoan, jika Anda teringat akan penelitian yang telah dipaparkan di muka."

Saya berkomentar: "Yang beliau turakan benar. Yang paling mengherankan dari semua ini adalah perkataan al-Hafizh Ibnu Hajar dalam Ajwibatihi 'ala Ahaadiits al-Mashaabiih, yaitu perkataan: 'Diriwayatkan oleh al-Bazzar dari riwayat Kharijah bin Sa'ad, dari ayahnya, dan para

perawinya tsigah. Wallaahu a'lam."

Hadits ini memiliki penguat dari hadits Abu Rafi' yang semakna dengannya, yang diriwayatkan oleh Ibnu 'Asakir (45/108-109), namun sanadnya dha'if sekali. Di dalamnya terdapat Muhammad bin 'Ubaidullah bin Abu Rafi', perawi yang haditsnya ditinggalkan (tidak diriwayatkan), sebagaimana dijelaskan oleh ad-Daraquthni dan selainnya. Al-Bukhari berkata: "Munkarul hadiits (haditsnya diingkari)." Abu Hatim dan Ibnu Hibban berkata: "Haditsnya sangat munkar (diingkari)." Secara keseluruhan, hadits ini bathil sebab di dalamnya tidak tersirat cahaya kenabian.

133 Pada naskah (al-fushuul fii siiratir rasuul) yang sudah dicetak tertera: "Muhammad bin Isma'il mendengar hadits ini dariku, tetapi ia menganggapnya aneh."

"خَرَجَ" . tertulis "س" tertulis "خَرَجَ".

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam al-Musnad, sebagaimana di dalam al-Mathaalibul 'Aaliyah (II/478/182, terbitan Daarul 'Aashimah atau I/111/191, terbitan Daarul Wathan), dan darinya diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam Sunan-nya (I/212/645); Ya'qub bin Sufyan dalam al-Ma'rifah wat Taariikh (III/136); Ibnu Abi Hatim dalam al-Ilal (I/99/269); ath-Thabrani dalam al-Mu'jamul Kabiir (XXIII/304/883); Abu Bakar bin Abu Dawud dalam Kitaabuth Thahaarah serta meriwayatkan darinya Abu Ahmad al-Hakim dalam al-Asaami wal Kuna (IV/296), Ibnu 'Asakir dalam Taariikh Dimasq (45/108), dan al-Mizzi dalam Tahdziibul Kamaal (27/271-272); al-Baihaqi dalam as-Sunanul Kubraa (VII/65) dari Abu Na'im al-Fadl bin Dukain: 'Abdul Malik bin Abu Ghaniyyah meriwayatkan kepada kami dari Abul Khaththab 'Umar al-Hajari, dari Mahduj adz-Dzuhli. Ibnu Majah tidak meriwayatkan pengecualian dalam hadits itu.

Ibnu Hazm berkata dalam al-Muhallaa (II/186): "Hadits ini bathil. Riwayat dari Mahduj gugur karena ia meriwayatkan hadits-hadits mu'dhal dari Jasrah, sedangkan Abul Khaththab al-Hajari perawi majhul." Al-Bushiri menilai dalam Mishbaahuz Zujaajah (I/230): "Sanad hadits ini dha'if, karena Mahduj tidak tsiqah sedangkan Abul Khaththab majhul. Ibnu Hazm menghukumi demikian setelah men-

takhrij-nya dan mengetahui kebathilan hadits ini."

Penulis this berkata dalam al-Bidaayah wan Nihaayah (XI/58): "Sanad hadits ini gharib. Di dalamnya

terdapat kelemahan."

Ibnu Adi meriwayatkannya dalam *al-Kaamil* (VI/2436)—dari jalurnya diriwayatkan oleh al-Baihaqi (VII/65)—dari al-Imam al-Bukhari, bahwasanya ia berkata: "Mahduj adz-Dzuhli meriwayatkan dari Jasrah. Demikianlah yang dikatakan Ibnu Abu Ghaniyyah dari Abul Khaththab. Perkataan itu masih perlu diteliti kebenarannya."

Guru kami, al-Imam al-Albani (X/720-722/4973):

"Maudhu' ... sanad ini gelap. Abul Khaththab majbul. Demikian pula Mahduj, yaitu Mahduj al-Bahili. Demikianlah yang tertera pada sanadnya. Yang benar adalah Mahduj adz-Dzuhli. Hendaklah kesalahan diperbaiki. Adapun Jasrah, ia masih diperselisihkan. Al-Bukhari berkata: 'Ada keanehan-keanehan di dalam riwayatnya.' Selain itu, tidak ada yang men-tsiqah-kannya dari kalangan ulama yang mu'tabar (diakui keilmuannya) ....

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah, tetapi dia sama sekali tidak menyebutkan adanya

pengecualian. Sepertinya beliau lebih memilih menghapusnya karena di dalamnya terdapat kemunkaran.

Oleh sebab itu, Ibnu Qayyim al-Jauziyah ﷺ berkata [dalam *Tahdziibis Sunan Abi Dawud* (I/158)]: 'Pengecualian ini bathil, bahkan *maudhu*'. Pengecualian ini termasuk tambahan dari sebagian Syi'ah radikal, sehingga tidak dicantumkan oleh Ibnu Majah dalam hadits ini.'

Manshur bin Abul Aswad pun menyelisihi Ibnu Abu Ghaniyyah di dalam sanadnya, ia berkata: 'Dari 'Umar bin 'Umair al-Hajari, dari 'Urwah bin Fairuz, dari Jasrah.' Demikian pula yang diriwayatkan oleh Ibnu 'Asakir [(45/108)]. Sebenarnya, Manshur ini adalah seorang Syi'ah yang tsiqah. Adapun 'Urwah bin Fairuz, aku belum pernah melihat seorang pun yang menyebutkannya. Mungkin riwayat al-Hajari darinya termasuk salah satu bukti yang menunjukkan kelemahan hafalannya dan status mudhtharib (orang yang kacau hafalan)-nya, yaitu terkadang ia meriwayatkannya dari Mahduj dan terkadang pula dari Ibnu Fairuz. Wallaahu a'lam." Demikianlah perkataan guru kami 🎎. Al-Baihaoi (VII/65) dari jalur Yahya bin Hamzah at-Tammar, ja berkata: Aku mendengar 'Atha'

136 Al-Baihaqi (VII/65) dari jalur Yahya bin Hamzah at-Tammar, ia berkata: Aku mendengar 'Atha' bin Muslim menyebutkannya dari Isma'il.

Al-Baihaqi berkata: "Hadits ini telah diriwayatkan dari jalur lain dari Jasrah, namun di dalamnya terdapat kelemahan."

Saya menilai, sanad hadits ini dha'if. Sebab, 'Atha' bin Muslim al-Khaffaf adalah perawi yang dha'if. Dahulu, dia pernah mengubur kitab-kitabnya, kemudian meriwayatkan hadits hanya berdasarkan hafalannya, sehingga dia keliru dalam meriwayatkannya. Oleh karena itulah dia tidak boleh berhujjah dengannya. Hal itu diperkuat oleh bukti bahwa terkadang ia meriwayatkan dari Ibnu Abu Ghaniyyah dan terkadang pula dari Isma'il. Semua ini diterangkan oleh Ibnu Hazm dalam al-Muhalla (II/185). Selain itu, terkadang dia meriwayatkannya tanpa menyebutkan Ibnu Abu Ghaniyyah, tapi terkadang juga menyebutkannya. Hal itu menunjukkan bahwasanya riwayatnya kacau. Oleh karena itulah imam Ahmad menyifatinya dengan mudhtharibul hadiits (orang yang kacau haditsnya). Oleh karena itu, Ibnu Hazm berkata: "Hadits ini bathil ... adapun 'Atha' al-Khaffaf, ia adalah 'Atha' bin Muslim, seorang munkarul hadiits (orang yang haditsnya diingkari). Sementara itu, Isma'il pun majhul." Namun, Ibnu Qayyim al-Jauziyah ala membantahnya dalam Tahdziibus Sunan (I/158) dengan sanggahan yang tidak perlu ditambah lagi. Secara keseluruhan, derajat hadits ini munkar, tidak shahih.

137 Beliau 🎎 benar. Al-Imam al-Bukhari berkata dalam at-Taariikhul Kabiir (VI/184)—dan al-Baihaqi menukil darinya (VII/65-66): "Hadits ini tidak shahih dari Nabi ﷺ. Ibnu Hazm berkata (II/186): 'Seluruhnya bathil.'"

138 Shahiih Muslim (no. 1305, 326)."

Dalam kitab al-Kaamil fidh Dhu'afaa' (II/496-497, V/1709) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam as-Sunanul Kubraa (VII/67); Abu Ya'la dalam Musnad-nya, sebagaimana di dalam al-Mathaalibul 'Aaliyah (IV/206-207/3830) dan It-haaful Khiyarah al-Maharah (VII/91/6454); al-Bukhari dalam at-Taariikhul Kabiir (IV/209); al-Bazzar dalam al-Bahruz Zakhkhaar (IX/284/3834); ath-Thabrani dalam al-Mu'jamul Kabiir (VII/81/6434); Ibnu Hibban dalam al-Majruuhiin (I/108-109); Abu Nu'aim al-Ashbahani dalam Ma'rifatush Shahaabah (III/1393/3515); al-Baihaqi dalam Syu'abul Iimaan (V/233/6489); dan yang lainnya dari jalur Ibnu Abu Fudaik.

Al-Bukhari berkata dalam at-Taariikhul Kabiir (II/149): "Buraih bin 'Umar bin Sufainah, maula Nabi ﷺ, dari ayahnya, Ibnu Abu Fudaik yang mendengar darinya, namun sanadnya majhul." Al-Bushiri berkata: "Sanad ini majhul, karena tidak diketahuinya identitas sebagian perawinya." Saya menegaskan: "Benar yang dikatakannya. Ibrahim bin 'Umar ini tidak diketahui identitasnya,

sebagaimana dijelaskan dalam at-Tagriib."

Dalam kitab as-Sunanul Kubraa (VII/67) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh Ibnu 'Asakir dalam Taariikh Dimasq (30/126); Abu Ya'la dalam Musnad-nya berdasarkan riwayat Ibnul Muqri', sebagaimana di dalam al-Mathaalibul 'Aaliyah (IV/206/3829) dan It-haaful Khiyarah al-Maharah (VII/91/6453)-dan dari jalurnya diriwayatkan oleh Ibnu 'Asakir dalam Taariikh-nya (30/125); adh-Dhiya' al-Maqdisi dalam al-Ahaadiitsul Mukhtaarah (IX/307-308/266); ath-Thabrani dalam al-Mu'jamul Kabiir, sebagaimana di dalam al-Imaam fii Ma'rifati Ahaadiitsil Ahkaam (III/384-385), Jaami'ul Masaaniid was Sunan (VII/507), dan at-Talkhiishul Habiir (I/30); juga meriwayatkan darinya Abu Nu'aim al-Ashbahani dalam Ma'rifatush Shahaabah (III/1652/4151) dan Hilyatul Auliyaa' (I/329-330), serta adh-Dhiya' al-Maqdisi dalam al-Ahaadiitsul Mukhtaarah (IX/308-309/267); al-

Hakim at-Tirmidzi dalam *Nawaadirul Ushuul*, sebagaimana dalam *al-Jaami' li Ahkaamil Qur-aan* karya al-Qurthubi (II/103); al-Bazzar dalam *al-Bahruz Zakhkhaar* (VI/169/2210); Ibnu Abi 'Ashim dalam *al-Aahaad wal Matsaani* (I/414/578); al-Hakim (III/554); Ibnu 'Asakir dalam *Taariikh*-nya (30/125); dan yang lainnya dari jalur Musa bin Isma'il.

Ibnu Daqiq al-Ied berkata: "Tidak ada perawi di dalam sanad al-Bazzar yang perlu diteliti kembali

biografinya, kecuali Hunaid."

Saya berkomentar: "Ia benar-benar perawi yang majhul. Tidak ada yang meriwayatkan darinya, kecuali Musa bin Isma'il. Tidak ada pula yang men-tsiqah-kannya selain Ibnu Hibban, yang terkenal paling longgar. Oleh karena itu, al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam at-Talkhiishul Habiir (I/30): 'Tidak mengapa dengannya, hanya saja ia tidak masyhur dengan ilmunya.' Adz-Dzahabi berkata dalam as-Siyar (III/366): 'Aku tidak mengetahui adanya cela atas Hunaid.'"

Berdasarkan hal itu, al-Haitsami berkata dalam Majma'uz Zawaa-id (VIII/273): "Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan al-Bazzar dengan ringkas. Perawi al-Bazzar termasuk perawi kitab ash-Shahiih selain Hunaid bin al-Qasim, namun ia pun tsiqah." Penilaian ini perlu dikoreksi.

Demikian juga yang semisalnya, sedangkan al-Bushiri berkata: "Hadits ini hasan."

Apabila Anda merasa heran, sungguh yang lebih mengherankan dari semua itu ialah perkataan penulis tentang Hunaid: "Matrukul hadiits. Ia dituduh telah berdusta oleh Yahya bin Ma'in." Pernyataan tersebut tidak ada kenyataannya (tidak benar) sama sekali, mungkin ia menyamakannya

dengan riwayat lain, maka hendaklah diteliti kembali.

Saya katakan, hadits Asma' binti Abu Bakar diriwayatkan oleh Abul Qasim al-Baghawi dalam Mu'jamush Shahaabah (III/516/1503)—dan darinya diriwayatkan oleh ad-Daraquthni dalam Sunannya (I/228) serta Ibnu 'Asakir dalam Taariikh Dimasq (30/125): Muhammad bin Humaid ar-Razi meriwayatkan kepada kami; 'Ali bin Mujahid meriwayatkan kepada kami; Rabbah an-Naubi maula az-Zubair meriwayatkan kepada kami; ia berkata: aku mendengar Asma' binti Abu Bakar berkata: '....' Ibnu Asakir kemudian menyebutkannya.

Menurut saya, sanad hadits ini dha'if sekali. Karena di dalamnya terdapat beberapa kelemahan. Pertama, Muhammad bin Humaid ar-Razi seorang yang haditsnya ditinggalkan dan dituduh sebagai pendusta. Kedua, 'Ali bin Mujahid matruk, sebagaimana di dalam at-Taqriib, yaitu sesuai dengan perkataan al-Hafizh Ibnu Hajar dalam at-Talkhiishul Habiir (I/31): "Di dalamnya terdapat 'Ali bin Mujahid, perawi dha'if." Ketiga, Rabbah an-Naubi dilemahkan oleh sebagian ulama hadits, bahkan tidak diketahui siapa sebenarnya dia, sebagaimana disebutkan oleh adz-Dzahabi dalam al-Miizaan (II/38)."

Adapun hadits Salman al-Farisi diriwayatkan oleh al-Ghathrif dalam Juz-nya (65/104-105)-dan dari jalurnya diriwayatkan oleh Ibnu 'Asakir dalam Taariikh Dimasq (30/124); ath-Thabrani meriwayatkannya seperti di dalam at-Talkhiishul Habiir (I/31); Abu Nu'aim al-Ashbahani dalam Hilyatul Auliyaa' (I/330) dari jalur Sa'id bin Ziyad, maula Sulaiman bin 'Ali, dari Kisan maula 'Abdullah bin az-Zubair: Salman mengabarkan kepadaku.

Saya berkomentar: "Sanad hadits ini dha'if. Di dalamnya terdapat dua kelemahan. Pertama, biografi Kisan belum ditemukan hingga saat ini. Kedua, Sa'ad bin Ziyad, yakni Abu 'Ashim, ditulis haditsnya meskipun tidak kuat, sebagaimana diterangkan oleh Abu Hatim ar-Razi."

Secara keseluruhan, derajat hadits ini dha'if, tidak shahih.

<sup>142</sup> Pada naskah "س" tertulis: "گذَلِكَ".

<sup>143</sup> Kalimat Yang diapit di dalam tanda kurung tidak tercantum pada naskah "<sub>7</sub>".

Diriwayatkan dengan menyebutkan kisah Barakah oleh al-Imam Yahya bin Ma'in dalam Juz-un fiihi Hadiitsuhu dan dalam riwayat Ahmad bin al-Hasan bin 'Abdul Jabbar ash-Shufi; Abu Ya'la meriwayatkan darinya di dalam Musnad-nya dan dari jalurnya diriwayatkan oleh Ibnu 'Asakir dalam Taariikh Dimasq (73/38); ath-Thabrani dalam al-Mu'jamul Kabiir (24/161-162/527); Ibnu Hibban dalam Shahiih-nya (IV/274/1426 – Ihsaan atau 65/141 dalam al-Mawaarid – secara ringkas tanpa menyebutkan kisah Barakah); al-Baihaqi dalam as-Sunanul Kubraa (VII/67); Ibnu 'Abdil Barr dalam al-Isti'aab (IV/251 – tercetak dengan cacatan kami dalam al-Ishaabah); Ibnu 'Asakir dalam Taariikh-nya (73/38); al-Mizzi dalam Tahdziibul Kamaal (35/156); Ibnu Abi 'Ashim dalam al-Aahaad wal Matsaani (VI/121/3342); ath-Thabrani dalam al-Mu'jamul Kabiir (24/148-149/477) dan diriwayatkan darinya oleh Abu Nu'aim al-Ashbahani dalam Ma'rifatush Shahaabah (VI/3263/7517); Ibnu Mandah dalam al-Ma'rifah dan dari jalurnya diriwayatkan oleh Ibnu 'Asakir dalam Taariikh-

nya (73/38-39); serta Abu Nu'aim dalam *al-Ma'rifah* (VI/3263/7517) dari Hajjaj bin Muhammad al-'Awar.

Diriwayatkan juga oleh Abu Dawud (I/7/24), an-Nasa-i dalam al-Mujtabaa (I/31), al-Kubraa (I/85/31), al-Hakim (I/167), al-Baihaqi (I/99), al-Baghawi dalam Syarhus Sunnah (I/388/194), dan Abu Dzarr al-Harawi dalam Mustadrakuhu Alladzi Kharrajahu 'ala Ilzaamaat ad-Daraquthni lisy Syaikhain, sebagaimana di dalam at-Talkhiishul Habiir (I/32).

Saya menegaskan: "Sanad hadits ini dha'if karena Hakimah binti 'Umaimah tidak dikenal, sebagaimana yang dikatakan al-Hafizh dalam at-Taqriib. Adz-Dzahabi berkata dalam al-Miizaan: 'Ibnu Juraij hanya sendirian dalam meriwayatkan darinya.' Tidak ada yang men-tsiqab-kannya, kecuali Ibnu Hibban yang terkenal dengan kelonggarannya.'"

Oleh karena itu, penulis alis berkata: "Sanadnya majhul."

Al-Munawi berkata dalam Faidhul Qadiir (V/178): "Disebutkan dalam Iqtifaa-us Sunan bahwa hadits ini tidak didha'ifkan oleh mereka, padahal kelemahannya sangat jelas. Di dalamnya terdapat Hakimah, perawi majhul. Tidak ada yang meriwayatkan darinya selain Ibnu Juraij dan tidak ada yang menyebutkannya [kecuali] Ibnu Hibban dalam ats-Tsiqaat."

Al-Hakim berkata: "Sanad hadits ini shahih dan (matannya) mengisyaratkan suatu sunnah yang

gharib." Penilaiannya disepakati oleh adz-Dzahabi.

Saya berkomentar: "Mereka berdua keliru dalam hal ini. Al-Munawi berkata: 'Abdul Haq mengutip dari ad-Daraquthni: 'Hadits ini bisa disamakan derajatnya dengan shahih, sebab telah sesuai dengan standar asy-Syaikhani.' Al-Imam Ibnul Qaththan membantahnya dalam *Bayaanul Wahm wal Iihaam* (V/516): 'Ia tidak menyimpulkan riwayat itu dengan shahih atau dha'if, serta tidak menetapkan celaan atau rekomendasi atas Hakimah.' Jadi, keshahihan hadits yang disebutkan bergantung pada pengetahuan terhadap kondisi Hakimah. Jika telah ditetapkan ke-tsiqah-annya, maka riwayatnya shahih. Akan tetapi, kenyataannya ia tidak tsiqah. Maka dari itu, bergantung pada perkataan ad-Daraquthni saja pada masalah itu tidak cukup, sedangkan perkataan al-Harawi setelahnya lebih jauh lagi. Wallaahu a'lam."

Diriwayatkan oleh al-Hasan bin Sufyan dalam Musnad-nya, sebagaimana di dalam at-Talkhiishul Habiir (I/31), dan dari jalurnya diriwayatkan oleh Abu Nu'aim al-Ashbahani dalam Hilyatul Auliyaa' (II/67); ath-Thabrani dalam al-Mu'jamul Kabiir (XXV/73/230) dan Abu Nu'aim al-Ashbahani meriwayatkan darinya dalam Dalaa-ilun Nubuwwah (hlm. 380-381); ad-Daraquthni dalam al-Afraad (Q. 328/A – Athraaful Gharaa-ib); serta al-Hakim (IV/63) dari jalur Syababah bin Suwwar: 'Abdul Malik bin Husain meriwayatkan kepada kami dari Abu Malik an-Nakha'i, dari al-Aswad bin Qais, dari Nabih al-'Unazi, dari Ummu Aiman, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bangun pada malam hari dan berjalan ke arah kendi di samping rumah, lalu beliau buang air di dalamnya. Kemudian, aku terbangun pada malam hari dalam keadaan haus, lalu aku meminum air dalam kendi itu tanpa tahu apa-apa." (Al-Hadits)

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Abu Malik dha'if, bahkan Nabih al-'Unazi tidak pernah bertemu

dengan Ummu Aiman."

Al-Haitsami berkata dalam *Majma'uz Zawaa-id* (VIII/284): "Diriwayatkan oleh ath-Thabrani. Di dalamnya terdapat Abu Malik an-Nakha'i, seorang perawi dha'if."

Saya menambahkan: "Bahkan, sanadnya dha'if sekali. Sesungguhnya Abu Malik ini orang yang haditsnya ditinggalkan (tidak diriwayatkan), seperti halnya yang dikatakan Ibnu Hajar sendiri dalam at-Taqriib. Ia hanya sendirian dalam meriwayatkan hadits ini dari al-Aswad, sebagaimana dijelaskan oleh ad-Daraquthni."

Akan tetapi, hadits ini memiliki jalur lain yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la al-Mushili dalam Musnad-nya, sebagaimana di dalam al-Mathaalibul 'Aaliyah (IV/207/3831) dan It-haaful Khiyarah al-Maharah (VII/92/6455), serta dari jalurnya diriwayatkan oleh Ibnu 'Asakir dalam Taariikh Dimasq (IV/206-207), dari Muhammad bin Abu Bakar al-Muqaddami: Sulam bin Qutaibah meriwayatkan kepada kami dari al-Husain bin Huraits, dari Ya'la bin 'Atha', dari al-Walid bin 'Abdurrahman, dari Ummu Aiman.

Saya menilai: "Para perawi di dalam sanadnya adalah orang-orang yang *tsiqah*, tetapi sanad ini *mungathi*' karena al-Walid tidak pernah bertemu dengan Ummu Aiman."

Secara keseluruhan, derajat hadits ini benar-benar tidak shahih.

<sup>145</sup> Diriwayatkan oleh Ahmad bin Mani' dalam Musnad-nya, sebagaimana di dalam Muwaafaqatul Khabar al-Khabar (II/47) dan It-haaful Khiyarah al-Maharah (II/386); dari jalurnya diriwayatkan

oleh Ibnu 'Adi dalam al-Kaamil (VII/2670); al-Imam Ahmad (I/231) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh Abu Nu'aim al-Ashbahani dalam Hilyatul Auliyaa' (IX/232); Ibnul Jauzi dalam at-Tahqiiq (I/452/646); al-Bazzar dalam Musnad-nya (III/144/2433 – al-Kasyf); ad-Daraquthni dalam Sunan-nya (III/21A, II/137/1613, terbitan Daar al-Ma'rifah) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar dalam Muwaafaqatul Khabar al-Khabar (II/47); Abu Ja'far bin al-Bakhtari ar-Razzaz dalam Hadiitsuhu Riwaayah Ibni Busyran dan dari jalurnya diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam as-Sunanul Kubraa (II/468); al-Hafizh Ibnu Hajar dalam Muwaafaqatul Khabar al-Khabar (I/55); ath-Thabrani dalam al-Mu'jamul Kabiir (XI/207/11674); ath-Thusi dalam Mukhtasharul Ahkaam (II/408-409/430); al-Hakim (I/300); al-Baihaqi dalam al-Khilaafiyyaat (J2/Q30/A), as-Sunanush Shagbiir (II/222/1810, 1811), dan as-Sunanul Kubraa (IX/264); Ibnus Sakan dalam Sunanuhush Shihhaah, sebagaimana dalam al-Badrul Muniir (J3/Q114/B) dari jalur Abu Badar Syuja' bin al-Walid, dari Abu Janab al-Kalabi.

Al-Hakim tidak mengomentarinya, sebagaimana hal itu dikemukakan oleh adz-Dzahabi: "Aku menegaskan bahwa al-Hakim tidak menilainya. Derajat hadits ini gharib munkar. Yahya didha ifkan

oleh an-Nasa-i dan ad-Daraguthni."

Ibnul Jauzi berkata: "Abu Janab, yang nama aslinya Yahya bin Abu Hayyah, dikomentari oleh Yahya al-Qaththan: 'Aku tidak menghalalkan riwayat darinya.' Al-Fallas berkata: 'Matrukul hadiits.'" Atas dasar itulah, al-Bazzar mencacatkan hadits ini dalam Musnad-nya. Al-Baihaqi berkata dalam al-Kubraa: "Nama asli Abu Janab al-Kalabi adalah Yahya bin Abu Hayyah. Ia perawi yang dha'if. Yazid bin Harun memang menyatakannya shaduq, tapi ia juga menuduhnya mudallis." Al-Baihaqi juga berkata dalam al-Khilaafiyyaat: "Abu Janab al-Kalabi ahya

bin Abu Hayyah adalah sosok yang tidak kuat."

Al-Hafizh berkata dalam Muwaafaqatul Khabar al-Khabar: "Hadits ini gharib. Ibnu 'Adi meriwayatkannya dalam Munkaraat Abu Janab. Al-Hakim lalu meriwayatkan penguat bagi hadits 'Ali: 'Shalat Witir itu tidak wajib,' namun ia tidak mengomentarinya. Abu Janab mempunyai nama asli Yahya bin Abu Hayyah. Adapun nama Abu Hayyah adalah Hayyi Kalabi Kufi, seorang yang haditsnya dha'if, karena sering melakukan tadlis. Yahya al-Qaththan berkata: 'Aku tidak menghalalkan riwayat darinya.' Ahmad berkata: 'Banyak meriwayatkan hadits munkar.' Abu Hatim berkata: 'Tidak ditulis haditsnya.' Yahya bin Ma'in berkata: 'Shaduq, tetapi banyak melakukan tadlis.' Ibnu Hibban mencantumkannya di dalam ats-Tsiqaat dan adh-Dhu'afaa' seraya berkata: 'Ia melakukan tadlis dengan menyatakan bahwa apa yang didengarnya dari para perawi yang dha'if itu bersumber dari para perawi yang tsiqat. Oleh karena itulah hadits munkar itu melekat pada dirinya." Ibnu Hibban berkomentar di tempat yang lain: "Hadits ini gharib, tidak shahih."

Ia juga berkata dalam at-Talkhiishul Habiir (II/18): "Hadits ini terpulang (dari berbagai jalur periwayatannya) kepada Abu Janab al-Kalabi dari Ikrimah. Sedangkan Abu Janab adalah perawi dha'if, mudallis, dan telah meriwayatkan dengan 'an'anah. Para imam menolak hadits dha'if ini, seperti Ahmad, al-Baihaqi, Ibnush Shalah, Ibnul Jauzi, an-Nawawi, dan yang lainnya. Namun,

al-Hakim menyelisihi mereka dengan mengeluarkannya dalam al-Mustadrak."

'Abdul Haq al-İsybili berkata dalam al-Ahkaamul Wusthaa (II/45): "Abu Janab atau Yahya bin Abu Hayyah tidak diambil riwayatnya, kecuali apabila ia berkata di dalamnya: 'Telah meriwayatkan kepada kami.' Sebab, ia seorang mudallis dan dicela karena perbuatannya itu. Adapun dalam hadits ini tidak ditemukan perkataannya: 'Telah menceritakan kepada kami Ikrimah,' demikian juga tidak ada penyebutan yang menunjukkan hal itu."

Ibnul Qaththan berkata dalam Bayaanul Wahm wal Iihaam (III/97): "Inilah alasan yang sepatutnya

dikemukakan untuk melemahkan riwayat tersebut."

Ibnul Turkimani berkata dalam al-Jauharun Naqiy (IX/264): "Di dalam sanadnya terdapat Abu Janab, Yahya bin Abu Hayyah al-Kalabi. Al-Baihaqi tidak mengomentarinya di sini, namun dia mendha'ifkannya di tempat lain, yaitu di dalam bab: 'Laa fardha aktsara min khamsin (tidak ada kewajiban shalat lebih dari lima waktu).'

Diterangkan dalam kitab adh-Dhu'afaa' karya Ibnul Jauzi: 'Ibnul Qaththan berkata: 'Aku tidak menghalalkan siapa pun meriwayatkan darinya.' 'Amr bin 'Ali (al-Fallas) berkata: 'Matruukul Hadiits.' Yahya (bin Ma'in), 'Utsman bin Sa'id, an-Nasa-i, dan ad-Daraquthni berkata: 'Dha'if.' Ibnu Hibban berkata: 'Ia memalsukan apa yang didengarnya dari perawi dha'if dengan menyatakan bahwa hal itu bersumber dari para perawi yang tsiqah. Maka melekatlah pada dirinya hadits-hadits

munkar yang diriwayatkannya dari para perawi-perawi masyhur. Oleh sebab itulah Ahmad bin Hanbal mengomentarinya dengan lantang."

An-Nawawi berkata dalam *al-Khulaashah* (I/551): "Hadits dha'if. Hadits ini didha'ifkan oleh al-Baihaqi dan yang lainnya karena kelemahan Abu Janab. Mereka sepakat bahwasanya ia melakukan *tadlis* hadits, yakni perkataannya: '(Dari) Ikrimah.'"

An-Nawawi juga berkata dalam *al-Majmuu*' (VIII/386): "Hadits ini diriwayatkan oleh al-Baihaqi dengan sanad dha'if. Hadits ini diriwayatkan pula oleh al-Baihaqi dalam *al-Khilaafiyyaat*, dan ia

menjelaskan kedha'ifannya."

Penulis the berkata dalam Tuhfatuth Thaalib (hlm. 117-122): "Hadits ini tidak diriwayatkan oleh seorang pun penulis Kutubus Sittah, melainkan ia diriwayatkan oleh Ahmad dalam Musnad-nya dan al-Hakim dalam Mustadrak-nya. Derajat hadits ini dha'if, karena diriwayatkan oleh Abu Janab al-Kalabi, yang nama aslinya adalah Yahya bin Abu Hayyah dari Ikrimah, dari Ibnu 'Abbas. Abu Janab didha'ifkan oleh Yahya bin Sa'id al-Qaththan, Yahya bin Ma'in, Ibrahim bin Ya'qub al-Juzajani, 'Utsman bin Sa'id ad-Darimi, Muhammad bin Sa'ad al-Katib (sekretaris al-Waqidi), Abu Ja'far Ahmad bin 'Abdullah al-'Ijli, dan Ya'qub bin Sufyan al-Farisi. Ahmad bin Hanbal berkata: 'Hadits-haditsnya munkar.' 'Amr bin 'Ali al-Fallas berkata: 'Matruukul hadiits.' Abu Hatim ar-Razi berkata: 'Tidak ditulis haditsnya karena tidak kuat.' An-Nasa-i berkata: 'Tidak tsiqah.' Abu Nu'aim al-Fadhl bin Dukain berkata: 'Tsiqah, namun sering melakukan tadlis.' Ibnu Ma'in di dalam riwayat lain, Abu Zur'ah ar-Razi, dan 'Abdurrahman bin Yusuf bin Khirasy berkata: 'Shaduq.' Abu Zur'ah dan Ibnu Khirasy berkata: 'Ia suka melakukan tadlis.' Ibnu Hibban pun menyebutkannya dalam ats-Tsiqaat dan adh-Dhu'afaa'."

Beliau (Ibnu Katsir) juga mendha'ifkannya pada halaman berikutnya.

Ibnul Mulaqqin berkata dalam al-Badrul Muniir (J3/Q114/B): "Hadits ini dha'if, walaupun Ibnus Sakan menyebutkannya dalam kitab Sunanuhush Shihaah, karena adanya Abu Janab al-Kalabi, yang nama aslinya adalah Yahya bin Abu Hayyah, yaitu ia meriwayatkannya dari Ikrimah, dari Ibnu 'Abbas.

Abu Janab, dikatakan oleh Yahya al-Qaththan: "Aku tidak menghalalkan siapa pun meriwayatkan hadits darinya. Abu Nu'aim berkata tentangnya: 'Ia melakukan tadlis hadits-hadits munkar, walaupun ia mengeluarkan hadits ini dalam Musnad-nya. 'Amr bin 'Ali berkata: 'Matruk.' Yahya, an-Nasa-i, dan yang lainnya berkata: 'Dha'if.' Dalam kesempatan lain Yahya berkata: 'Tidak mengapa dengannya, hanya saja ia suka melakukan tadlis.' Pada tempat yang lain Yahya berkata: 'Shaduq.' Abu Hatim ar-Razi berkata: 'Tidak shahih haditsnya (karena ia) tidak kuat.' Penilaian Ibnu Hibban tentangnya masih simpang siur, sebagaimana terlihat, yaitu dia menyebutkan dalam ats-Tsiqaat: 'Ia (Abu Janab) meriwayatkan hadits dari mayoritas Tabi'in, sementara haditsnya diriwayatkan oleh penduduk Kufah.' Namun, Ibnu Hibban menyebutkan kebalikannya dalam adh-Dhu'afaa': 'Ia memalsukan apa yang didengarnya dari perawi dha'if dengan mengatakan bahwa hal itu bersumber dari para perawi yang tsiqat. Maka, melekatlah pada dirinya hadits *munkar* yang diriwayatkan dari para perawi yang masyhur. Oleh sebab itu, Ahmad bin Hanbal mengomentarinya dengan sanggahan yang sangat keras.' Al-Baihaqi berkata dalam al-Khilaafiyyaat: 'Abu Janab ini tidak kuat,' dan dalam Sunan-nya ia berkomentar: 'Dha'if. Yazid bin Harun memang menyatakannya shaduq, tapi ia juga menuduhnya melakukan tadlis.' Ibnush Shalah berkata: 'Haditsnya tidak shahih. Haditsnya didhaʻifkan oleh al-Baihaqi dalam al-Khilaafiyyaat.' 'Abdul Haq berkata dalam Ahkaam-nya: 'Abu Janab ini tidak diambil haditsnya, kecuali apabila ia berkata: 'Telah menceritakan kepada kami' dalam riwayatnya. Hal ini dikarenakan ia seorang mudallis, dan ia telah dicela karena perbuatannya itu. Dalam hadits ini tidak terdapat ungkapan: 'Ikrimah mengabarkan kepada kami,' bahkan tidak ada isyarat yang menunjukkan kepada hal itu."

Ibnul Jauzi berkata dalam *Tahqiq*-nya: "Hadits ini dha'if. Kemudian, ia menukil perkataan Yahya bin al-Qaththan dan al-Fallas yang melemahkan hadits Abu Janab. An-Nawawi menukil ijma' ulama dalam kitab *al-Khulaashah* bahwasanya Abu Janab *mudallis* dan meriwayatkan hadits ini dengan 'an'anah. Dari pendapat mereka di atas, dapat disimpulkan bahwa hadits ini tidak shahih sehingga tidak dapat dijadikan hujjah. Yang lebih mengherankan lagi, sabahat-sahabat kami menetapkan tiga perkara ini termasuk keistimewaan beliau dan berhujjah dengannya ...."

Al-Bushiri berkata dalam *It-haaful Khiyarah al-Maharah*: "Diriwayatkan oleh Ahmad bin Mani' dan al-Baihaqi dalam *al-Kubraa* dengan sanad dha'if, karena Abu Janab al-Kalabi perawi dha'if."

Hadits ini dilemahkan juga oleh al-Zarkasyi dalam *al-Mu'tabar* (hlm. 43) karena keberadaan Abu Janab ini, sebagaimana komentarnya berikut ini, setelah menukil perkataan ulama yang mendha'ifkan Abu Janab: "Hadits ini didha'ifkan oleh al-Baihaqi dalam *al-Khilaafiyyaat*, sedangkan Ibnu 'Adi memasukkannya ke dalam hadits *munkar* darinya (Abu Janab)."

Demikian pula guru kami, al-Albani ﷺ, beliau melemahkannya dalam adh-Dha'iifah (VI/494), lalu menambahkan: "Mungkin saja ia meriwayatkan dari sebagian pendusta kemudian mengatakannya bersumber dari para perawi tsiqat. Al-Hafizh Ibnu 'Abdul Hadi berkata dalam al-Furuu' (Q23/2):

'Hadits maudhu'.'"

Saya berkomentar: "Benar yang mereka katakan, *rahimahumullah*. Di samping itu, para perawi darinya pun berselisih tajam dalam lafazh hadits ini dari Abu Janab. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh al-Hafizh dalam *al-Muwaafaqah* (II/48) dan guru kami, al-Albani, dalam *adh-Dha'iifah* (VI/493-494)."

Hadits ini memiliki jalur lain (kedua) yang diriwayatkan oleh Ahmad (I/232, 234, 317); 'Abdu bin Humaid dalam Musnad-nya (I/512/586 – al-Muntakhab); Abu Ya'la dalam Musnad-nya, sebagaimana di dalam at-Talkhiishul Habiir (III/118); Muhammad bin Nashr al-Marwazi dalam al-Witr (36/20); al-Bazzar dalam Musnad-nya (III/144/2435 – al-Kasyf); Luwain dalam Juz-nya (110/97); Ibnu 'Adi dalam al-Kaamil (II/543); ath-Thabrani dalam al-Mu'jamul Kabiir (XI/239/11802, 11803); ad-Daraquthni dalam Sunan-nya (IV/282 A, III/536/4665, 4666, terbitan Daar al-Ma'rifah); asy-Syajari dalam al-Amaalii (II/76); al-Baihaqi (VII/89, IX/264); Ibnul Jauzi dalam at-Tahqiiq (I/452/647); al-Hafizh Ibnu Hajar dalam Muwaafaqatul Khabar al-Khabar (I/56); dan yang lainnya dari beberapa jalur, dari Jabir al-Ju'fi, dari Ikrimah, dari Ibnu 'Abbas.

Saya menegaskan: "Sanad hadits ini dha'if sekali. Jabir al-Ju'fi matruukul hadiits, bahkan dituduh

pendusta."

Al-Hafizh berkata: "Hadits ini pun lemah, karena Jabir itu dhaʻif. Ia adalah Ibnu Yazid al-Ju'fi." Beliau juga berkata dalam *at-Talkhiishul Habiir* (III/118): "Sanadnya dhaʻif karena Jabir al-Ju'fi." Beliau pun berkomentar (II/18): "Abu Janab tidak sendirian dalam meriwayatkannya, tetapi malah diikuti oleh perawi yang lebih dhaʻif daripadanya, yaitu Jabir al-Ju'fi."

Ibnul Mullaqqin berkata dalam al-Badrul Muniir: "Jika Anda berkata bahwa ia, yaitu Abu Janab, tidak sendiri dalam meriwayatkannya, tetapi diikuti oleh Jabir al-Ju'fi, maka aku akan menjawab

bahwasanya Jabir ini dha'if, sebagaimana yang telah dijelaskan."

Guru kami ﷺ melemahkannya dalam adh-Dha'iifah (VI/492-493). Bahkan, para perawi masih berselisih tajam dalam lafazh hadits dari Jabir al-Ju'fi, sebagaimana yang dijelaskan di dalam at-Talkhiishul Habiir (III/118) dan adh-Dha'iifah.

Adapun jalur yang ketiga dari hadits ini diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jamul Kabiir* (XI/295/12044) dari Hisyam bin 'Ammar, dari Hammad bin 'Abdurrahman al-Kalabi, dari al-Mubarak bin Abu Hamzah az-Zubaidi, dari Ikrimah.

Guru kami, al-Imam al-Albani, berkata: "Al-Mubarak *majhul*, sedangkan Hammad al-Kalabi dha'if." Secara keseluruhan, derajat hadits ini *munkar*, tidak shahih.

146 Tambahan dari naskah "é".

Diriwayatkan oleh Ibnu Syahin dalam an-Naasikh wal Mansuukh (192/201)--dari jalurnya diriwayatkan oleh Ibnul Jauzi dalam al-'Ilalul Mutanaahiyah (I/449-450/770) dan at-Tahqiiq (I/452/648); Ibnu Hibban dalam adh-Dhu'afaa', sebagaimana di dalam Muwaafaqatul Khabar al-Khabar (II/48) dan at-Talkhiishul Habiir (III/118), dari jalur Wadhdhah bin Yahya dari Mandal, dari Yahya bin Sa'id, dari Ikrimah.

Ibnul Jauzi berkata: "Hadits ini tidak shahih. Di dalamnya terdapat Wadhdhah bin Yahya yang dikomentari oleh Ibnu Hibban: 'Ia meriwayatkan dari perawi *tsiqah* hadits-hadits yang terbalik sehingga tampak seperti rekaan (karangan) belaka. Maka, perawi ini tidak dapat dijadikan hujjah.'

Ahmad berkata: 'Mandal itu dha'if.'"

Al-Hafizh berkata dalam *at-Talkhiishul Habiir* (II/18): "Riwayat ini memiliki penyerta dari hadits Wadhdhah bin Yahya, dari Mandal bin 'Ali, dari Yahya bin Sa'id, dari Ikrimah. Ibnu Hibban berkata dalam *adh-Dhu'afaa'*: 'Wadhdhah itu tidak bisa dijadikan hujjah, karena ia meriwayatkan sebagai rekaan saja. Begitu juga dengan Mandal, ia adalah perawi dha'if.'"

Al-Hafizh berkata pula (III/118): "Wadhdhah itu dha'if."

Demikian juga di dalam Muwaafaqatul Khabar al-Khabar (II/48): "Wadhdhah itu lebih dha'if daripada Mandal."

Adz-Dzahabi berkata dalam *Talkhiishul 'Ilal* (153/423): "Di dalamnya terdapat Wadhdhah bin Yahya—orang yang celaka: Mandal—yang juga dha'if— meriwayatkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id ...."

Ibnul Mulaqqin berkata dalam *al-Badrul Muniir* (J3/Q115/A): "Diriwayatkan oleh Wadhdhah bin Yahya dari Mandal, dari Yahya bin Saʻid, dari Ikrimah ... namun statusnya pun dhaʻif. Ibnu Hibban berkata tentang perawi ini: 'Tidak dapat dijadikan hujjah. Ia meriwayatkan dari perawi *tsiqah* hadits-hadits yang seolah-olah rekaan. Di samping itu, Mandal juga didhaʻifkan oleh Ahmad dan ad-Daraquthni, tidak dibiarkan begitu saja."

Ibnul Jauzi menilai hadits ini tidak shahih dalam *al-Ilal*. Ia berkata pula dalam *al-I laam* bahwasanya

hadits ini tidak shahih, bahkan beliau mendha'ifkannya dalam *Tahqiiq*-nya.

Hal yang aneh dari penulis isi ialah bagaimana mungkin terluput darinya untuk melemahkan hadits ini dengan alasan keberadaan Wadhdhah. Akan tetapi, hadits ini mempunyai penguat yang disebutkan penulis isi dari 'Aisyah secara marfu': "Tiga hal yang diwajibkan bagiku: shalat Witir, bersiwak, dan qiyamul lail."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam al-Mu'jamul Ausaath (III/315/3266) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh al-Hafizh dalam Muwaafaqatul Khabar al-Khabar (I/57) serta al-Baihaqi dalam as-Sunanul Kubraa (VII/39) dan al-Khilaafiyyaat (J3/Q30/A) dari Bakar bin Sahl: 'Abdul Ghani bin Sa'id ats-Tsaqafi meriwayatkan kepada kami; Musa bin 'Abdurrahman ash-Shan'ani meriwayatkan kepada kami dari Hisyam bin 'Urwah, dari ayahnya, dari 'Aisyah.

Ath-Thabrani berkata: "Tidak ada yang meriwayatkannya dari Hisyam selain Musa. 'Abdul Ghani sendirian dalam meriwayatkannya."

Al-Baihaqi berkata: "Musa bin 'Abdurrahman dha'if sekali. Sanad hadits ini pun tidak shahih. Wallaahu a'lam."

Al-Hafizh berkata: "Ibnu Hibban menuduhnya memalsukan hadits. Ibnu Hibban berkata, 'Haditshaditsnya bathil, dan para perawi darinya dha'if."

Al-Haitsami berkata dalam Majma'uz Zawaa-id (VIII/264): "Di dalamnya terdapat Musa bin 'Abdurrahman ash- Shan'ani, seorang pendusta."

Saya berkomentar: "Bakar bin Sahl itu dha'if. Ia didha'ifkan oleh an-Nasa-i, Maslamah bin Qasim, dan yang lainnya."

Hadits yang menyelisihi dan bertentangan dengan hadits ini pun telah diriwayatkan, yaitu yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Mani' dalam Musnad-nya, sebagaimana di dalam al-Mathaalibul 'Aaliyah (I/263/649): Abdurrazzaq dalam al-Mushannaf (III/5/4572): Ibnu Syahim dalam an-Naasikh wal Mansuukh (193/202)—dan dari jalurnya diriwayatkan oleh Ibnul Jauzi dalam at-Tahqiiq (I/452/649) dan al-Ilalul Mutanaahiyah (I/450/771); Ibnu 'Adi dalam al-Kaamil (IV/1452); ad-Daraquthni dalam Sunan-nya (II/21); Abu Ja'far bin al-Bukhturi ar-Razzaz dalam al-Juz-ur Raabi' min Hadiitsihi (275/53) dari beberapa jalur, dari 'Abdullah bin Muharrar, dari Qatadah, dari Anas secara marfu': "Aku diperintahkan untuk mengerjakan shalat Witir dan berkurban, namun (kedua perkara itu) tidak diwajibkan atasku."

Ìbnul Mulaqqin berkata dalam al-Badrul Muniir ([3/Q115/A): "Akan tetapi, hadits tersebut pun dha'if. Di dalamnya terdapat 'Abdullah bin Muharrar, perawi yang matruk menurut kesepakatan ulama. 'Abdullah bin al-Mubarak berkata: 'Seandainya aku disuruh memilih antara masuk Surga atau bertemu dengannya, niscaya aku akan memilih bertemu dengannya lalu masuk Surga. Jika aku melihatnya, maka kotoran hewan lebih aku sukai daripada dia. Ibnu Hibban berkata: 'Dahulu, ia adalah hamba Allah yang shalih, namun kemudian ia mulai berdusta dan membalik-balikkan riwayat hadits tanpa menyadarinya.' Yang paling aneh adalah Ibnu Syahin, ia menyebutkan hadits Ibnu 'Abbas yang lalu dan hadits Anas dari jalur al-Wadhdhah ini di dalam karyanya, an-Naasikh wal Mansuukh, lalu berkata: 'Hadits pertama lebih dekat kepada kebenaran daripada hadits kedua, karena di dalamnya (hadits kedua) terdapat Ibnul Muharrar, perawi yang tidak disukai para ulama. Ibnu Syahin juga berkata: 'Aku tidak mengetahui hadits mana yang menjadi nasikh (penghapus) bagi yang lain.' Ia berkata lagi: 'Akan tetapi, menurutku, sepertinya hadits 'Abdullah bin Muharrar, walaupun terdapat komentar tentangnya, adalah nasikh bagi hadits pertama, karena shalat ini tidak diwajibkan.' Sampai di sini perkataan Ibnu Syahin. Sesungguhnya tidak ada nasikh dan mansukh di sini, karena *nasakh* itu hanya terjadi apabila hadits-hadits shahih saling bertentangan. Sementara di sini, manakah yang shahih di antara keduanya?"

Ibnul Jauzi berkata: "Hadits ini tidak shahih. Di dalamnya terdapat 'Abdullah bin al-Muharrar. Ibnu Hibban berkata tentangnya: 'Ia telah berdusta.'"

Al-Hafizh berkata dalam al-Mathaalibul 'Aaliyah: "Sanadnya dha'if."

Al-Hafizh berkata pula dalam at-Talkhiishul Habiir (II/18): "Ad-Daraquthni meriwayatkan dari jalur lain dari Anas, yang bertentangan dengan hadits ini." Kemudian al-Hafizh menyebutkan hadits yang bertentangan dengan hadits ini. Yang benar, derajat hadits yang diriwayatkan oleh 'Abdullah bin Muharrar ini sangat dha'if."

Al-Hafizh berkata di tempat lain (III/118): "Abdullah bin Muharrar matruk."

'Abdul Haq al-Isybili dalam al-Ahkaamul Wusthaa (II/45) berkata: "'Abdullah bin Muharrar matruk." Al-Bushiri berkata dalam It-haaful Khiyarah (II/386): "Diriwayatkan oleh Ahmad bin Mani' dengan sanad dha'if."

Adz-Dzahabi berkata dalam Talkhiisbul 'Ilal (153/424): "Di dalamnya terdapat 'Abdullah bin Muharrar. Mereka (para ulama) meninggalkannya."

Atas dasar uraian tersebut, guru kami & mencacatkan hadits ini dalam adh-Dha'iifah (VI/493).

<sup>148</sup> Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Shahiih-nya (no. 999) dan Muslim dalam Shahiih-nya (no. 700).

<sup>149</sup> Diriwayatkan oleh Muslim dalam Shahiih-nya (no. 717).

150 Kata yang diapit oleh tanda kurung siku [...] tidak tercantum pada naskah ",,,".

<sup>151</sup> Sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Shahiih Muslim* (no. 719) dari 'Aisyah, ia berkata: "Rasulullah 🌉 mengerjakan shalat Dhuha empat rakaat, lalu beliau menambahnya sesuai dengan kesanggupan yang Allah berikan kepada beliau."

Pembahasan tentang shalat Dhuha telah disebutkan sebelumnya, yaitu bahwasanya shalat ini merupakan shalat sunnah yang rutin dikerjakan Nabi 25. Adapun menyebutnya sebagai shalat al-Fat-h, sebagaimana disebutkan penulis केंद्र dalam buku ini pada Bab "Penaklukan kota Mekkah", saya memiliki pendapat lain dalam masalah ini. Wallaahu a'lam.

"س". Tambahan dari naskah "س".

153 Tambahan dari naskah ",

154 Saya berkomentar: "Perkataan penulis 🗱 tidak tepat, berdasarkan dua alasan berikut: Pertama, penilaian penulis yang menganggap jayyid terhadap sanad Ahmad dan an-Nasa-i adalah penilaian yang kurang tepat. Sebab, Imam Ahmad telah mengeluarkannya (I/311, 361) dari 'Abdush Shamad bin 'Abdul Warits dan Bahz bin Asad, dari Hammam bin Yahya, dari Qatadah, dari Abu Mijlaz, dari Ibnu 'Umar dengan sanad shahih, sesuai dengan syarat Muslim; bahkan semua perawinya tsiqah. Diriwayatkan oleh an-Nasa-i dalam al-Mujtabaa (III/232-233) dan al-Kubraa (II/155/1401) dari Muhammad bin Basysyar, dari Yahya al-Qaththan dan Muhammad bin Ja'far, dari Syu'bah, dari Qatadah, dari Abu Mijlaz dengan sanad yang juga sesuai dengan syarat Muslim. Demikian pula di dalam al-Mujtabaa (III/232) dan al-Kubraa (II/154/1400) dari jalur Wahab bin Jarir, dari Syu'bah, dari Abut Tayyah, dari Abu Mijlaz, yaitu dengan sanad yang lagi-lagi sesuai dengan syarat Muslim.

Kedua, Imam Muslim mengeluarkan sendiri hadits ini dalam Shahiib-nya, Beliau mengeluarkan dari jalur Ahmad (no. 753): Zuhair bin Harb meriwayatkan kepadaku; 'Abdush Shamad meriwayatkan kepada kami. Ia juga mengeluarkan jalur an-Nasa-i yang pertama (752/154); Muhammad bin al-Mutsanna dan Ibnu Basysyar meriwayatkan kepada kami. Demikian pula jalurnya (an-Nasa-i) yang kedua (752/153), yakni dari jalur 'Abdul Warits bin 'Abdush Shamad, dari Abut Tayyah. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka yang lebih utama dilakukan oleh penulis ali ialah menyandarkan hadits itu kepada Muslim atau minimal penulis menshahihkan sanad Ahmad dan an-Nasa-i. Sepertinya kedua hal ini terluput dari pengamatan beliau. Penilaian di atas menunjukkan dengan jelas akan kekurangannya ﷺ."

155 Lafazh yang berada di dalam tanda kurung siku [...] tidak terdapat pada naskah ",,".

156 Pada naskah "س" tertulis: "خَاصِيَةٌ".

<sup>157</sup> Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *Jaami'ul Bayaan* (XV/96); Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Mardawaih dalam Tafsiir mereka, sebagaimana di dalam ad-Durrul Mantsuur (V/323); dan al-Baihaqi dalam as-Sunanul Kubraa (VII/39) dari jalur Muhammad bin Sa'ad bin Muhammad bin al-Hasan bin 'Athiyyah al-'Aufa: ayahku meriwayatkan kepadaku; pamanku meriwayatkan kepadaku; ayahku meriwayatkan kepadaku dari kakekku, dari Ibnu 'Abbas.

Saya menilai: "Sanad hadits ini dha'if sekali. Ini merupakan paralel beberapa al-'Aufa yang dha'if."

158 Pada naskah "۶" tertulis: "قَدَمَاهُ".

- <sup>159</sup> Dalam kitab *Shahiih*-nya (no. 2820) dan diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 4837) dari jalur Abul Aswad, dari 'Urwah, dari 'Aisyah.
- 160 Al-Bukhari dalam Shahiih-nya (no. 1130) dan Muslim dalam Shahiih-nya (no. 2819).

161 Dalam kitab as-Sunanul Kubraa (VII/39).

162 Ia adalah Muhammad bin Muhammad bin Ahmad ath-Thusi al-Ghazali. Karya-karyanya beredar luas di masyarakat, di antara yang paling masyhur adalah Ihyaa' Uluumuddiin. Pada ulama telah mengomentari kitab tersebut dan kitab-kitab beliau yang lain, serta memperingatkan manusia untuk menjauhi kitab-kitabnya. Al-Ghazali meninggal dunia pada tahun 505 H.

163 Dalam kitab Shahiih-nya (no. 746).

Tambahan dari naskah "¬" dan "є".
 Diriwayatkan oleh Muslim dalam Shahiih-nya (no. 835, 298) dari hadits 'Aisyah

166 Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Shahiih-nya (no. 590, 591, 592, 593) dan Muslim dalam Shahiih-

nya (no. 299, 300, 301, 835) dari hadits 'Aisyah Ummul Mukminin 👑 .

167 Saya menegaskan: "Inilah yang benar, sebagaimana ditunjukkan oleh nash-nash sunnah dan atsaratsar Sahabat yang shahih, yang dengannya berbagai dalil dapat dikompromikan satu sama lain, sehingga kita dapat mengamalkan semuanya dan tidak ada dalil yang tidak diamalkan. Silakan lihat kitab Fat-hul Baari (II/63-66), ash-Shahiihah (no. 200, 314, 2920), dan kitab saya yang berjudul Mausuu'atul Manaahi asy-Svar'iyyah (I/319-331)."

168 Tambahan dari naskah """.

169 Dalam kitab Shahiih-nya (no. 735).

<sup>170</sup> Pada naskah asli tertulis: "وَلَكِنْ". Adapun yang tercantum di atas adalah dari riwayat Muslim. <sup>171</sup> Shahiihul Bukhari (no. 4474). Di dalamnya disebutkan: "Ketika aku shalat di Masjid, tiba-tiba Rasulullah 🍇 memanggilku, namun aku tidak menjawabnya. Kemudian, aku menjelaskan: 'Wahai Rasulullah, tadi aku sedang shalat.' Beliau pun bersabda: 'Allah berfirman:

'... penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul itu menyeru kamu ....' (QS. Al-Anfaal: 24)"

172 Shahiihul Bukhari (no. 2482) dan Shahiih Muslim (no. 2550) dari hadits Abu Hurairah 👛 . 173 Diriwayatkan oleh Muslim dalam Shahiih-nya (no. 537) dari hadits Mu'awiyah bin al-Hakam as-Sulami 🚓 .

174 Pada naskah "-" dan "e" tertulis: "آخَر".

- 175 Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Shahiih-nya (no. 482) dan Muslim dalam Shahiih-nya (no. 573) dari hadits Abu Hurairah 👛 .
- "س" Tambahan dari naskah "س".

177 Shahiih Muslim (no. 2289, 2295).

<sup>178</sup> Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Shahith-nya (no. 2298) dari hadits Abu Hurairah, serta Muslim dalam Shahiih-nya (no. 867) dari hadits Jabir bin 'Abdullah 👑 .

179 Pada naskah "س" tertulis: "ببتركتِه".

180 Shahiih Muslim (974/103). Akan tetapi, tidak terdapat di dalamnya dalil penguat yang disebutkan penulis, yaitu kubur itu dipenuhi cahaya karena berkah doʻa Nabi ﷺ. Sesungguhnya Allah hanya memerintahkan kepada Nabi 🛎 untuk memintakan ampunan bagi penghuni kuburan Baqi'. Jika demikian adanya, di manakah redaksi yang disebutkan penulis? Apakah istighfar dapat memenuhi kuburan dengan cahaya?

Benar, hal tersebut diriwayatkan oleh Muslim dalam Shahiih-nya (956/71) dari hadits Abu Hurairah , yaitu kisah tentang wanita berkulit hitam yang sering membersihkan masjid. Di dalamnya disebutkan: "Sesungguhnya kubur ini dipenuhi kegelapan bagi penghuninya, tetapi Allah 📾

menjadikannya bercahaya karena shalawatku kepada mereka."

Saya menambahkan: "Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Shahiih-nya (no. 458) tanpa perkataan: "Sesungguhnya kubur ini ... (hingga akhir)." Diriwayatkan juga oleh Ahmad (II/388), al-Baihaqi (IV/47), al-Khatib al-Baghdadi dalam al-Fashl lil Washl (II/615, 616), dan yang lainnya. Mereka menjadikan lafazh ini tambahan di dalam hadits, yaitu dari perkataan Tsabit al-Bunani yang diriwayatkan dari Ibnu Rafi'—hadits ini pun diriwayatkan dari Abu Hurairah—dan tidak *marfu*'. Pendapat inilah yang di-*rajih*-kan oleh ad-Daraquthni dalam *al-'Ilal* (XI/203), al-Baihaqi, al-Khatib al-Baghdadi, Ibnu Hajar, dan guru kami, al-Albani 💥.

Silakan lihat kitab *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 87-88, terbitan al-Maktabah al-Islaamiyyah atau hlm. 114, terbitan al-Ma'aarif).

## Catatan:

Hadits 'Aisyah yang disebutkan oleh penulis telah dikomentari oleh para ulama dengan komentar yang tidak merusak derajatnya. Silakan lihat kitab Ghararul Fawaa-id al-Majmuu'ah (II/673-677).

<sup>181</sup> Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shahiih*-nya (no. 216) dan Muslim dalam *Shahiih*-nya (no. 292).

Keterangan Tambahan:

Guru kami, al-Imam al-Albani 城區, berkata dalam kitabnya, Ahkaamul Janaa-iz (hlm. 254-258): "Yang menguatkan indikasi bahwa perbuatan meletakkan pelepah kurma di atas kubur ini merupakan kekhususan bagi Nabi 繼 dan bahwasanya pemberian keringanan atas adzab itu bukan karena basahnya pelepah tersebut adalah sebagai berikut:

1) Hadits Jabir 👛 yang cukup panjang, yakni yang terdapat dalam kitab *Shahiih Muslim* (VIII/231-236). Di dalamnya Nabi ﷺ bersabda:

'Sesungguhnya aku melewati dua kuburan yang penghuninya sedang diadzab. Lalu, aku ingin dengan syafaatku adzab itu ditahan dari keduanya selama kedua pelepah (kurma) ini masih basah.' Hadits ini menegaskan bahwa bahwa penangguhan adzab tersebut disebabkan oleh syafaat dan do'a Rasulullah dan bukan disebabkan basahnya pelepah kurma, apakah kisah Jabir ini sama dengan kisah Ibnu 'Abbas sebelumnya, sebagaimana yang dipilih oleh al-'Aini dan ulama lainnya, ataukah kisah Jabir ini berbeda dari kisah Ibnu Abbas seperti yang diunggulkan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar dalam kitab Fat-hul Baari.

Adapun kemungkinan pertama (tidak dijatuhkannya adzab karena kekhususan dan doʻa Rasul), hal itu sangatlah jelas. Sedangkan kemungkinan yang lain (tidak dijatuhkannya siksaan karena basahnya pelepah) muncul berdasarkan pandangan bahwasanya akal sehat menuntut kesamaan alasan hukum (dari tidak dijatuhkannya siksaan tersebut) pada kedua kisah tersebut, karena adanya kemiripan antara keduanya. Di sisi lain, basah tidaknya pelepah kurma yang dijadikan penyebab diringankannya adzab bagi orang yang telah meninggal sama sekali tidak dikenal oleh syariʻat ataupun logika. Jika memang demikian adanya, maka orang yang paling ringan adzabnya adalah orang-orang kafir yang dikuburkan di pemakaman yang banyak pepohonan dan tumbuh-tumbuhan yang selalu menaunginya, baik pada musim panas maupun musim dingin.

Tambahan pula, sebagian ulama, seperti as-Suyuthi, menyebutkan bahwa basah yang berpengaruh meringankan adzab itu dikarenakan pelepah tersebut selalu bertasbih kepada Allah . Mereka berpendapat: 'Jika unsur basah sudah tidak ada lagi pada pelepah tersebut sehingga menjadi kering, maka akan terputus pula tasbihnya kepada Allah ...'

Akan tetapi, alasan ini jelas bertentangan dengan keumuman firman Allah 🕦

'... Dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memuji-Nya, tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka ....' (QS. Al-Israa': 44)

2) Hadits Ibnu 'Abbas is mengisyaratkan bahwasanya rahasia atau sebab keringanan adzab itu bukan karena basah atau tidaknya pelepah kurma, yakni dalam lafazhnya: 'Nabi is meminta diambilkan pelepah kurma, lalu beliau membelahnya menjadi dua bagian.' Yaitu, dua bagian memanjang.

Sebagaimana yang diketahui bersama bahwa pembelahan pelepah kurma menyebabkan hilangnya unsur basah darinya dan menjadikannya cepat kering. Dengan kata lain, masa keringanan adzab akan menjadi lebih sebentar daripada jika pelepah itu dibiarkan tanpa dibelah. Apabila basahnya pelepah itu yang dijadikan sebagai alasan, niscaya Rasulullah ## akan membiarkannya tetap utuh, tidak dibelah,

dan beliau akan meletakkan satu pelepah pada tiap-tiap kuburan atau minimal setengahnya. Karena beliau tidak melakukan hal tersebut, berarti unsur basah bukanlah penyebabnya. Dengan demikian, jelaslah bahwa pelepah basah itu hanya sebagai tanda masa peringanan yang diizinkan Allah se sebagai bentuk pengabulan syafaat Nabi se sebagaimana yang tercantum secara jelas dalam hadits Jabir se Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kedua hadits tersebut sejalan dalam penetapan sebab meskipun terdapat kemungkinan lainnya, yakni keduanya terjadi dalam kejadian dan peristiwa yang berbeda. Renungkanlah hal tersebut, Sesungguhnya hal itu tiba-tiba terbersit di benak saya. Saya tidak mendapatkan seorang ulama pun yang menyebutkan seperti itu atau mengisyaratkan hal tersebut. Jika pendapat itu benar, maka semuanya berasal dari Allah se, tetapi jika yang saya ungkapkan salah, maka itu berasal dari diri sendiri. Saya selalu memohon ampunan kepada-Nya dari segala sesuatu yang tidak diridhai oleh-Nya se

3) Jika unsur basah itu menjadi tujuan utama, niscaya ulama Salafush Shalih akan memahami dan mengamalkannya. Mereka pasti akan meletakkan pelepah dan dedaunan, atau yang semisalnya, di atas kuburan ketika berziarah kubur. Apabila mereka benar-benar melakukannya, pasti hal tersebut akan populer di masyarakat, lalu orang-orang terpercaya akan menukilnya kepada kita karena hal itu termasuk masalah yang menyita perhatian (penting). Adapun apabila tidak ada satu pun penukilan tentangnya, maka itu menunjukkan bahwa perbuatan tersebut tidak pernah dilakukan, bahkan mendekatkan diri kepada Allah dengan perantaraan seperti itu termasuk bidéah.

Jika hal itu sudah jelas, maka selanjutnya akan lebih mudah memahami ketidakbenaran qiyas yang dinukil oleh as-Suyuthi dalam kitab *Syarhus Shuduur*, yaitu dari orang yang tidak disebutkan namanya: "Apabila adzab itu dapat diringankan dengan tasbih pelepah kurma, maka bagaimana pula dengan bacaan al-Qur-an yang ditilawahkan orang Mukmin?" Ia juga mengatakan: "Hadits ini menjadi dasar atau pijakan dalam penanaman pohon-pohon di pemakaman."

Saya berkomentar: perlu dikatakan kepada as-Suyuthi: 'Tegakkan dulu singgasana baru kemudian hiasilah' dan 'Apakah bayangan dapat tegak lurus jika bendanya bengkok?' Andaikata qiyas itu benar, tentulah para ulama Salaf akan segera mengambilnya karena mereka sangat gigih dalam

mengejar kebaikan, berbeda dengan kita.

Uraian di atas menunjukkan bahwa peletakan pelepah kurma di atas kuburan hanya dikhususkan bagi Nabi ﷺ. Rahasia diringankannya adzab dari dua penghuni kubur itu tidak terletak pada unsur basah yang ada pada pelepah kurma, melainkan karena syafaat dan doʻa Rasulullah ﷺ bagi keduanya. Hal itu tidak akan mungkin terjadi untuk yang kedua kalinya setelah kepindahan Nabi ﷺ meninggal dunia. Demikian juga tidak dapat dilakukan oleh orang lain sepeninggal beliau. Sungguh, penampakan adzab kubur termasuk kekhususan yang dimiliki Rasulullah ﷺ sebab hal itu termasuk perkara ghaib yang tidak akan bisa dilihat (manusia), kecuali beliau ﷺ (atas izin Allah ﷺ), sebagaimana yang ditegaskan dalam al-Qur-an:

'(Dia adalah Rabb) Yang Mengetahui yang ghaib. Maka Dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang ghaib itu, kecuali kepada Rasul yang diridhai-Nya ....' (QS. Al-Jinn: 26-27)

Perlu juga diketahui bahwa apa yang saya jelaskan tidak bertentangan dengan yang disampaikan oleh as-Suyuthi dalam kitab Syarhus Shuduur (hlm. 131): 'Ibnu 'Asakir meriwayatkan melalui jalur Hammad bin Salamah dari Qatadah, bahwasanya Abu Barzat al-Aslami se menyampaikan bahwa Rasulullah pernah melintasi sebuah kuburan yang penghuninya sedang diadzab. Kemudian, beliau mengambil pelepah kurma dan menancapkannya di kuburan tersebut seraya berkata: 'Semoga (penghuni kubur ini) akan diringankan adzabnya selama pelepah ini masih basah.'

Öleh sebab itulah, Abu Barzat berpesan: 'Jika aku meninggal nanti, letakkanlah dua pelepah kurma

di dalam kuburanku bersamaku.'

Qatadah menambahkan: 'Kemudian, Abu Barzat meninggal dunia di padang pasir yang terletak di antara kota Kirman dan Qumas. Orang-orang pun menjadi panik: 'Beliau telah berwasiat kepada kami untuk meletakkan dua pelepah kurma di atas kuburnya, sedangkan di sini kita tidak akan mendapatkannya.' Pada saat mereka sedang kebingungan, tiba-tiba tampaklah serombongan orang yang datang dari arah Sijistan, hingga akhirnya didapatkan dua pelepah kurma itu dari rombongan tersebut. Setelah itu, mereka membawa dua pelepah tersebut dan meletakkannya di atas kuburan Abu Barzat."

Terdapat juga riwayat dari Ibnu Sa'ad, dari Muwarriq, dia berkata: 'Buraidah 👙 pernah berwasiat

supaya di atas kuburannya diletakkan dua pelepah kurma.'

Saya (al-Albani) berpendapat: 'Tidak adanya pertentangan (antara uraian yang sampaikan dan uraian yang as-Suyuthi sampaikan) adalah karena pada kedua atsar tersebut-jika dapat dipastikan bahwa kedua atsar itu shahih-tidak disyari atkannya meletakkan pelepah kurma pada saat berziarah kubur yang kami aggap sebagai perbuatan bid ah dan tidak pernah dilakukan kaum Salaf. Paling-paling, yang dapat dipahami dari kedua atsar tadi ialah bolehnya memasukkan pelepah kurma bersama jenazah ke dalam kuburnya. Namun, hal itu di luar konteks pembahasan, meskipun pemahaman yang terakhir ini (menguburkan pelepah kurma bersama jenazah) sama seperti sebelumnya (menancapkan pelepah kurma di atas kuburan), yakni tidak disyari atkan. Sebab, hadits yang diriwayatkan Abu Barzat sama seperti hadits lainnya dari para Sahabat, yaitu tidak bisa dijadikan petunjuk dalam masalah ini, apalagi hadits tersebut hanya menyebutkan penancapan satu pelepah kurma, sedangkan dia berwasiat agar mereka menancapkan dua pelepah kurma di atas kuburannya.'

Dalam pandangan lain juga disebutkan bahwasanya sanad atsar tersebut tidak shahih. Al-Khatib al-Baghdadi meriwayatkan dalam kitab Taariikh Baghdad (I/182-183), yang salah satu jalurnya diriwayatkan oleh Ibnu 'Asakir dalam Taariikh Dimasqy, yaitu pada akhir pembahasan biografi Nadhlah bin 'Ubaid bin Abu Barzat al-Aslami dari asy-Syah bin 'Ammar, ia berkata: Abu Shalih Sulaiman bin Shalih al-Laitsi memberi tahu kami, dia berkata: an-Nadhr bin an-Mundzir bin

Tsa'labah al-'Abadi memberitahukan kami dari Hammad bin Salamah.

Saya menegaskan: 'Sanad hadits ini dha'if karena terdapat dua 'illat (cacat). Pertama, asy-Syah dan an-Nadhr perawi majhul sebab saya belum menemukan biografi keduanya. Kedua, 'an'anah (riwayat dengan perkataan 'an, yaitu dari) Qatadah, sedangkan tidak ada seorang pun ahli hadits yang memberitahukan bahwa ia pernah meriwayatkan dari Abu Barzat . Selain itu, dia dihukumi mudallis sehingga masih dikhawatirkan 'an'anah-nya pada sanad ini.

Mengenai wasiat Buraidah , memang yang demikian itu shahih darinya. Ibnu Sa'ad dalam ath-Thabaqaatul Kubraa (J7Q1/4) berkata: 'Affan bin Muslim memberitahu kami, dia berkata: Hammad bin Salamah meriwayatkan kepada kami, dia berkata: 'Ashim al-Ahwal meriwayatkan kepada kami, Muwarriq berkata: 'Buraidah al-Aslami pernah berwasiat agar dua buah pelepah kurma diletakkan di atas pusara (kubur)nya. Setelah itu, beliau meninggal dunia di ujung wilayah Khurasan, sedangkan di tempat itu tidak didapatkan pelepah kurma, kecuali di daerah Jawaliq Himar.'

Sanad hadits ini shahih dan diriwayatkan oleh al-Bukhari secara mu'allaq (III/173) dengan shighah jazm (kalimat aktif).

Ketika mensyarahnya, al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: 'Sepertinya Buraidah amengartikan hadits tersebut secara umum. Ia tidak melihatnya sebagai sesuatu yang khusus bagi dua orang penghuni kubur pada zaman Nabi . Ibnu Rusyid berkata: 'Berdasarkan kebiasaan al-Bukhari, tampaklah bahwa hal itu dikhususkan bagi kedua penghuni kubur tadi. Oleh karena itu, dia mengomentarinya dengan ungkapan Ibnu 'Umar: 'Sesungguhnya yang menaungi seseorang adalah amalnya sendiri.'

Saya (al-Albani) berpendapat: 'Tidak diragukan lagi bahwa yang dikemukakan al-Bukhari benar, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Maka dari itu, pendapat Buraidah tidak dapat dijadikan hujjah sama sekali karena hadits Rasulullah ﷺ tidak menunjukkan hal tersebut, terlebih lagi bagi yang memahaminya secara umum. Nabi ﷺ pun tidak pernah meletakkan pelepah kurma di dalam kubur, melainkan hanya menaruhnya di atas kuburan. Sesungguhnya petunjuk terbaik adalah petunjuk Muhammad ﷺ.""

."أُوْعِكَ" .rertulis "س" Pada naskah "س" tertulis".

<sup>183</sup> Al-Bukhari (no. 5647) dan Muslim (no. 2571).

184 Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 4435) dan Muslim (no. 2444, 86).

Diriwayatkan oleh Ahmad (IV/8), ad-Darimi (no. 1572), Abu Dawud (no. 1047), an-Nasa-i (III/91), dan Ibnu Majah (no. 1085) dari jalur Husain bin 'Ali al-Ju'fi, dari 'Abdurrahman bin Yazid bin Jabir, dari Abul Asy'ats ash-Shan'ani, dari Aus bin Abu Aus—bukan Syaddad bin Aus sebagaimana yang dikatakan penulis—maka hendalah diperbaiki.

Saya menilai: "Sanad hadits ini shahih."

Hadits ini telah dikomentari dengan komentar yang tidak merusak. Dua imam terkemuka juga telah menjelaskan hadits ini secara rinci, yaitu Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam Jalaa-ul Afhaam (149-156, terbitan Ibnul Jauzi) dan Ibnu 'Abdil Hadi dalam ash-Shaarimul Munki (144-145). Ibnu Abdil Hadi seraya menukil perkataan al-Baihaqi: "Hadits ini memiliki beberapa hadits penguat." Setelah itu, Ibnu Abdil Hadi berkata: "Bahkan, penguat-penguatnya lebih banyak daripada yang disebutkan oleh al-Baihaqi." Kemudian ia menyebutkannya.

Hadits ini dishahihkan oleh mayoritas ulama terdahulu dan sekarang, di antaranya Ibnu Hibban, al-Hakim, adz-Dzahabi, an-Nawawi, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah,

Ibnu 'Abdil Hadi, al-Hafizh Ibnu Hajar, dan guru kami, al-Albani alis.

Selanjutnya, saya pernah membaca karya seseorang yang bernama As'ad Salim, yang berjudul Bayaanu Auhaam al-Albani fii Tabaiigibi li kitaab Fadhlish Shalaah 'alan Nabiy 🌉 bersama dengan Takhrij Hadiits Aus ats-Tsagafi .... Di dalamnya penulis menyebutkan dan mengulangi, serta menjelaskan dan menambahkan, (sanggahan) untuk melemahkan hadits ini, yang intinya tidak keluar dari penjabaran cacat-cacat yang ditemukannya untuk menolak kedua imam terkemuka tersebut. Silakan lihat kitab saya yang berjudul Shahiihul Adzkaar (I/320-321).

<sup>186</sup> Hadits-hadits tentang pengharaman harta sedekah bagi Nabi 鑑 tertera dalam *ash-Shahiihain* dan lainnya dari mayoritas Sahabat. Lafazh tersebut diriwayatkan oleh Muslim dalam Shahiih-nya (no. 1072) dari hadits 'Abdul Muththalib bin Rabi'ah bin al-Harits 👼 .

<sup>187</sup> Dalam kitab Shahiih-nya (no. 1077).

188 Ustadz Abu Hamid, Ahmad bin Abu Thahir Muhammad bin Ahmad al-Isfarayaini, seorang syaikh madzhab Syafi'i di Baghdad. Beliau adalah pakar dalam madzhab itu, bahkan lebih terdidik daripada

ulama-ulama mereka sebelumnya. Syaikh ini meninggal pada tahun 406 H.

189 Seorang syaikh madzhab asy-Syafi'i, Abu Bakar, 'Abdullah bin Ahmad bin 'Abdullah al-Marwazi al-Kharasani. Ia ahli dalam membuat kunci. Pada usia 30 tahun, muncullah kepintaran yang luar biasa pada dirinya. Beliau sangat mencintai ilmu fiqih dan serius dalam mempelajarinya, sehingga menjadi pakar dalam bidang itu, sampai-sampai namanya tercantum dalam sya'ir. Syaikh ini meninggal pada tahun 417 H.

المناس المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المع diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Shahiih-nya (no. 1964) dan Muslim dalam Shahiih-nya (no. 1105). Hadits Anas diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Shahiih-nya (no. 1961) dan Muslim dalam Shahiih-nya (no. 1104). Adapun hadits Abu Hurairah diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Shahiihnya (no. 1965) dan Muslim dalam Shahiih-nya (no. 1103).

<sup>194</sup> Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shahiih*-nya (no. 1927) dan Muslim dalam *Shahiih*-nya (no. 1106) dari hadits 'Aisyah 🐗 . Diriwayatkan juga di tempat lain oleh al-Bukhari dalam Shahiih-nya

(no. 1929) dan Muslim dalam Shahiih-nya (no. 1108) dari hadits Ummu Salamah 👑 .

195 Pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini adalah tidak ada pengkhususan. Jadi, hal itu boleh dilakukan oleh siapa saja yang dapat mengendalikan diri dan syahwatnya, hanya saja dalam hal ini dibedakan antara orang yang sudah tua dan yang masih muda. Silakan lihat kitab Mausuu'atul Manaahi asy-Syar'iyyah (II/158-159).

196 Pada naskah "س" tertulis: "Catatan kaki dengan tulisan tangan penulis: 'Demikianlah an-Nawawi

mendha'ifkannya."

197 Shahiih Muslim (no. 1154).

198 Hiis adalah perasan kurma yang dicampur dengan gandum dan minyak samin.

<sup>199</sup> Pada naskah "ح" dan "ع" tertulis: "أَذْنِيْهِ".

<sup>200</sup> Dalam kitab Shahiih-nya (no. 3797) dan Muslim dalam Shahiih-nya (no. 1804) dari hadits Sahl bin Saʻad 😅 . Hadits ini diriwayatkan juga oleh al-Bukhari dalam *Shahiih*-nya (no. 3795) dan Muslim 

<sup>201</sup> Dalam kitab Musnad-nya (792 - Tartiibul Musnad) dan dalam al-Umm (II/156). Dari jalurnya diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam as-Sunanul Kubraa (VII/48) dan Ma'rifatus Sunan wal Aatsaar (IV/4-5/2813).

Saya menilai: "Sanad hadits ini dha'if, karena mursal."

Talbiyah Nabi ﷺ diriwayatkan secara shahih dalam kitab ash-Shahiihain, kitab as-Sunan, dan yang lainnya dengan lafazh ini.

<sup>202</sup> Pada naskah "س" terdapat kesalahan tulis: "سُفْيَانُ". Yang benar adalah yang tertulis di atas, sebagaimana yang tercantum di dalam Musnad asy-Syafi'i dan al-Umm.

- <sup>203</sup> Maksud *munqathi*' adalah terputus sanadnya, yang dalam hal ini berasal dari ucapan Ibnu Juraij.
- <sup>204</sup> Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Shahiih-nya (no. 104) dan Muslim dalam Shahiih-nya (no. 1354) dari hadits Abu Syuraih al-Ka'bi 👛 .

<sup>205</sup> Lihat kembali halaman yang lalu.

<sup>206</sup> Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shahiih*-nya (no. 855) dan Muslim dalam *Shahiih*-nya (no. 564, 73).

<sup>207</sup> Pada naskah "¬" dan "۶" tertulis: "نَّبَىً". "liiبَّى Diriwayatkan oleh Abu Dawud (III/361/3828) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam as-Sunanul Kubraa (III/78); at-Tirmidzi (IV/262/1808, 1809); al-Imam Ahmad dalam al-Ilal (II/135/847); Ibnu 'Abdil Barr dalam at-Tamhiid (VI/420); dan yang lainnya dari jalur Musaddad bin Masrahad, Waki' bin al-Jarrah, dan 'Abdurrahman bin Mahdi. Seluruhnya dari jalur al-Jarrah bin Mulih (ayah Waki'), dari Abu Ishaq as-Sabi'i, dari Syarik bin Hanbal, dari 'Ali, ia berkata: "Dilarang makan bawang putih, kecuali yang telah dimasak." Di dalam lafazh lain: "Tidak diperbolehkan makan bawang putih, kecuali yang telah dimasak."

At-Tirmidzi berkata: "Sanad hadits ini tidak kuat."

Saya menilai: "Sanad hadits ini dha'if. Hafalan Abu Ishaq as-Sabi'i rusak, di samping ia juga seorang mudallis yang meriwayatkan dengan 'an'anah. Al-Jarrah Abu Waki', perawi shaduq yang dituduh berdusta, meriwayatkan darinya, yakni dari Abu Ishaq, setelah hafalannya rusak. Adapun Syarik bin Hanbal, tidak ada yang men-tsiqah-kannya selain Ibnu Hibban, yang terkenal paling longgar dalam hal ini. Adz-Dzahabi berkata dalam al-Miizaan: 'Aku tidak mengenalnya.' Guru kami, al-Albani (15), berkata dalam adh-Dha'iifah (IX/99): 'Yang paling mendekati kebenaran adalah bahwasanya dia majhul.' Yang dikatakan keduanya (adz-Dzahabi dan al-Albani) benar, sedangkan al-Hafizh 🗚 terpengaruh dengan penilaian Ibnu Hibban terhadap Syarik ini, sehingga beliau pun men-tsiqah-kannya dalam at-Taqriib."

Demikianlah yang diriwayatkan oleh al-Jarrah bin Mulih, namun dia diselisihi oleh Qais bin ar-Rabi' yang ia meriwayatkannya dari Abu Ishaq secara marfu'. Hadis ini diriwayatkan juga oleh

ath-Thahawi dalam Syarh Ma'aanil Aatsaar (IV/237, 238).

Saya menegaskan: "Qais ini dha'if. Riwayatnya dari Abu Ishaq didapatkan setelah hafalannya rusak." Kedua riwayat tersebut pun diselisihi oleh al-Imam ats-Tsauri, yakni dia meriwayatkannya dari Abu Ishaq, dari Syarik bin Hanbal secara mauquf. Diriwayatkan pula oleh al-Imam Ahmad dalam al-'Ilal (II/135/847) dari 'Abdurrahman bin Mahdi.

Ibnu Abi Hatim dalam al-Ilal (II/6/1490) berkata: "Aku bertanya pada ayahku tentang hadits yang diriwayatkan oleh Qais bin ar-Rabi' dari Abu Ishaq, dari Syarik bin Hanbal, dari 'Ali, dari Nabi 🍇 (kemudian ia menyebutkannya). Ayahku menjawab: 'Hadits ini keliru. Di antara mereka ada yang mengatakannya dari Abu Ishaq, dari Syarik bin Hanbal, dan dari 'Ali secara mauguf.' Diriwayatkan juga oleh 'Abdurrahman bin Mahdi dari ats-Tsauri, dari Abu Ishaq, dari Syarik bin Hanbal—tidak dikatakan dari 'Ali—lalu disebutkan: 'Tidak boleh makan bawang putih.' Hadits ini lebih kuat, menurutku, karena ats-Tsauri orang yang paling hafal di antara mereka."

(Saya berkata:) "Benar yang dikatakannya 執疑."

Guru kami, al-Imam al-Albani 💥 (IX/100), berkata: "Akan tetapi, riwayatnya, yaitu dari al-Jarrah bin Mulih, dikuatkan dengan riwayat Khalid bin Maisarah al-'Aththar, dari Mu'awiyah bin Qurrah, dari ayahnya, bahwasanya Nabi 鑑 melarang makan dua jenis tumbuhan ini seraya memperingatkan: 'Barang siapa yang memakan keduanya, maka jangan sekali-kali ia mendekati masjid kami.' Beliau 鑑 juga bersabda: 'Jika kalian harus memakan keduanya, maka hilangkanlah dahulu bau keduanya dengan memasak keduanya.' Perawi berkata: 'Maksudnya, bawang putih dan bawang merah.' Hadits tersebut diriwayatkan oleh Abu Dawud dan al-Baihaqi. Aku menegaskan, sanadnya bagus." Sampai di sini perkataan beliau.

Saya berkomentar: "Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud (III/361/3827); an-Nasa-i dalam as-Sunanul Kubraa (IV/158/6681); Ahmad (IV/19); al-Bazzar dalam al-Bahruz Zakhkhaar (VIII/248/3310); Abu Ja'far bin al-Bukhturi ar-Razzaz dalam *Hadiits*-nya dari riwayat Ibnu Bisyran dan dari jalurnya diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam as-Sunanul Kubraa (III/78); ath-Thabrani dalam al-Mu'jamul Kabiir (XIX/30/65); ath-Thahawi dalam Syarh Ma'aanil Aatsaar (IV/238); ar-Ruyani dalam Musnad-nya (II/130-131/952); al-Baihaqi dalam Syu'abul Iimaan (V/105/5962); al-Mizzi dalam Tahdziibul Kamaal (VIII/183) dari jalur Khalid. Sanadnya hasan, sebab Khalid bin Maisarah shaduq dan hasan haditsnya, Hal ini sebagaimana yang dikatakan Ibnu 'Adi dan adz-Dzahabi."

Terdapat penguat lain dari hadits 'Uqbah bin 'Amir al-Juhani 👛 yang diriwayatkan secara marfu': "Janganlah kalian memakan bawang merah," lalu beliau berkata dengan lirih: "Mentah."

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (II/1117/3366), ar-Ruyani dalam Musnad-nya (I/196/263), serta Abu Bakar bin al-Muqri' dalam al-Fawaa-id—dan dari jalurnya diriwayatkan oleh al-Mizzi dalam Tahdziibul Kamaal (28/407-408)—dari jalur Ibnu Wahab: Ibnu Lahi'ah meriwayatkan kepada kami dari 'Utsman bin Nu'aim, dari al-Mughirah bin Nahik, dari Dukhain al-Hajari, bahwasanya ia mendengar 'Uqbah. Guru kami, al-Imam al-Albani (kemudian ia menyebutkannya) dapat dijadikan sebagai penguat bagi hadits Syarik (bin Hanbal) dan Mu'awiyah bin Qurrah, meskipun sanadnya dha'if dikarenakan dua perawi majbul, yakni al-Mughirah bin Nahik dan 'Utsman bin Nu'aim, sebagaimana yang dikatakan al-Hafizh dalam at-Taqriib. Adapun al-Bushiri yang melemahkannya dalam az-Zawaa-id (II/203) dengan alasan Ibnu Lahi'ah, sungguh penilaiannya itu tidak ada apa-apanya. Sebab, hadits ini diriwayatkan oleh 'Abdullah bin Wahab dari Ibnu Lahi'ah, sedangkan haditsnya dari Ibnu Lahi'ah shahih, sebagaimana yang mereka sebutkan di dalam biografinya."

## Catatan:

Nama 'Utsman bin Nu'aim tidak disebutkan dalam sanad al-Mizzi, maka hendaklah diperbaiki.

<sup>209</sup> Dalam kitab Shahiih-nya (no. 2053).

<sup>210</sup> Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Shahiih-nya (no. 5536) dan Muslim dalam Shahiih-nya (no. 1943) dari hadits Ibnu 'Umar ...

<sup>211</sup> Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Shahiih-nya (no. 5391) dan Muslim dalam Shahiih-nya (no.

1946) dari hadits Khalid bin al-Walid ...

Dalam kitab Sunan-nya (IV/19-20/3923); Ahmad dalam Musnad-nya (III/451) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh al-Mizzi dalam Tahdziibul Kamaal (23/177); al-Baihaqi dalam as-Sunanul Kubraa (IX/347) dan Syu'abul Iimaan (II/125/1365) yang seluruhnya dari 'Abdurrazzaq, sebagaimana terdapat dalam al-Mushannaf (XI/148/20163): Ma'mar meriwayatkan kepada kami dari Yahya bin 'Abdullah bin Buhair, ia berkata: orang yang mendengar dari Farwah bin Masik al-Muradi meriwayatkan kepadaku. (kemudian ia menyebutkannya).

Al-Mundziri berkata dalam Mukhtashar Sunan Abi Dawud (V/381): "Di dalam sanadnya terdapat

seorang perawi majhul."

Guru kami, al-Imam al-Albani ﷺ, berkata dalam adh-Dha'iifah (IV/210/1720): "Sanad hadits ini dha'if karena orang yang mendengar dari Farwah majhul."

Saya berkomentar: "Penilaian mereka berdua benar, namun keduanya tidak mencacatkan hadits tersebut karena keberadaan Yahya bin 'Abdullah bin Buhair. Sebab, tidak ada yang meriwayatkan darinya (Yahya) kecuali Ma'mar bin Rasyid, bahkan tidak ada yang men-tsiqah-kannya selain Ibnu Hibban yang terkenal longgar dalam hal ini. Oleh karena itu, adz-Dzahabi berkata dalam al-Mughni: 'Seorang syaikh, tetapi tidak ada yang meriwayatkan darinya selain Ma'mar.' Ia juga berkata dalam al-Miizaan: 'Pada dirinya terdapat hal-hal yang majhul.' Al-Hafizh berkata dalam at-Taqriib: 'Mastuur (tertutup/tidak dikenal).'"

Demikianlah diriwayatkan oleh 'Abdurrazzaq, tetapi dia diselisihi oleh 'Abdullah bin Mu'adz ash-Shan'ani, seorang perawi *tsiqah*. Ia meriwayatkannya dari Ma'mar tanpa menyebutkan laki-laki yang tidak disebutkan namanya itu. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la dalam *Musnad*-nya dan dari jalurnya diriwayatkan oleh Abusy Syaikh dalam *al-Amtsaal* (203/305); al-Hasan bin Sufyan di dalam *Musnad*-nya dan dari jalurnya diriwayatkan oleh Abu Nu'aim al-Ashbahani dalam *Ma'rifatush Shahaabah* (IV/2287/5657); Ibnu Qani' dalam *Mu'jamush Shahaabah* (II/337) dari 'Abdurrahman bin Salam al-Jumahi: 'Abdullah bin Mu'adz meriwayatkan kepada kami.

Al-Mundziri berkata: "Diriwayatkan oleh 'Abdullah bin Mu'adz ash-Shan'ani dari Ma'mar bin Rasyid, dari Yahya bin 'Abdullah bin Buhair bin Risan, dari Farwah tanpa menyebutkan perawi majhul. 'Abdullah bin Mu'adz telah di-tsiqah-kan oleh Yahya bin Ma'in dan ulama lainnya,

sedangkan 'Abdurrazzaq menuduhnya berdusta."

Saya menegaskan: "Tuduhan dusta yang dilontarkan oleh 'Abdurrazzaq terlalu berlebihan, sebagaimana yang dikatakan al-Hafizh di dalam at-Taqriib, bahkan Abu Hatim ar-Razi menyebutkan bahwasanya dia lebih tsiqah daripada 'Abdurrazzaq sendiri. Menurut pendapatku, perselisihan yang sebenarnya terletak pada Yahya bin 'Abdullah yang majbuk, sehingga mengarahkan tuduhan ini kepadanya lebih tepat. Bagaimana pun juga, kehadiran (Yahya) yang majbuk pada jalur hadits ini menyebabkannya dha'if. Sama saja (derajatnya), baik mencantumkan namanya dalam sanad maupun tidak, meskipun dengan menyebutkan namanya lebih shahih manurutku. Wallaahu a'lam." Kesimpulannya, derajat hadits ini dha'if karena tidak diketahuinya laki-laki yang tidak disebutkan namanya, serta karena tidak diketahuinya Yahya bin 'Abdullah. Wallaahu a'lam.

<sup>213</sup> Ibnul Atsir berkata dalam *an-Nihaayah* (IV/46): "Al-qaraf berarti berkelut dengan penyakit atau

berkutat dengan sakit, sedangkan at-talf bermakna kematian."

Yang mirip dengan riwayat ini adalah sabda Nabi ﷺ: "Janganlah kalian memaksa orang yang sedang sakit untuk makan dan minum. Sesungguhnya Allah yang memberi mereka makan dan minum."

<sup>215</sup> Dalam kitab Shahiih-nya (no. 5398).

216 Sebagaimana disebutkan dalam *Shahiih Muslim* (no. 2024, 2025, 2026) dari hadits Anas, Abu Saʻid al-Khudri, dan Abu Hurairah 😅 . Silakan lihat penjelasan hukum masalah ini di dalam kitab guru kami, al-Imam al-Albani పుహ, yang berjudul *as-Silsilah ash-Shahiihah wa Syai-un min Fiqhihaa* (hlm. 175, 176, 177).

<sup>217</sup> Yang shahih dan jelas adalah pendapat jumhur ulama. Silakan lihat kitab Mausuu'atul Manaahi

asy-Syar'iyyah (III/94-96).

<sup>218</sup> Saya menambahkan: "Sungguh, larangan makan sambil bersandar berdasarkan sabda Nabi 鑑 dari Abu Darda' adalah shahih, sebagaimana diterangkan dalam ash-Shahiihah (no. 3122). Silakan lihat penjelasan masalah ini pada karya guru kami, al-Imam al-Albani 故旨.

Dalam kitab an-Nihaayah (III/412): "Dikatakan dalam ungkapan Arab: faza-ahul amru (perkara itu mengejutkannya); faja-ahu fujaatan dan faja-ahu mufaja-atan, jika perkara itu muncul/terjadi

tanpa ada sebab yang mendahuluinya."

Kalimat yang diapit oleh tanda kurung siku [...] adalah tambahan dari Sunan al-Baihaqi. Alur pembicaraan al-Baihaqi menghendaki keberadaan kalimat yang ada dalam kurung siku itu. Al-Baihaqi juga berkata (VII/68): "(Namun) diriwayatkan (juga) hadits yang menafikan pengkhususan makanan Nabi yang diragukan oleh Abul 'Abbas pada kisah Abud Darda tersebut."

Kemudian, al-Baihaqi meriwayatkan dengan sanadnya dari Jabir bin 'Abdullah , bahwasanya dia berkata: "Pada suatu hari, Rasulullah datang dari salah satu jalan perbukitan-setelah buang hajat. Ketika itu, di hadapan kami terdapat kurma yang berada di atas perisai atau mangkuk. Kami pun memanggil Nabi untuk turut memakannya, lalu beliau makan bersama kami tanpa menyentuh air." Dalam lafazh lain: "Mereka (para sahabat) sedang memakan kurma yang ada di atas perisai." Perawi (salah seorang dari mereka) berkata: "Rasulullah lewat di hadapan kami setelah buang air besar. Kami berseru (kepada beliau): 'Kemarilah.' Maka beliau segera duduk dan makan kurma bersama kami tanpa menyentuh air."

Saya menjelaskan: "Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud (III/346/3762), al-Baihaqi dan yang lainnya dari Abuz Zubair, dari Jabir. Sanad hadits ini dha'if karena Abuz Zubair mudallis dan telah meriwayatkan dengan 'an'anah. Hadits ini didha'ifkan oleh guru kami, al-Imam al-Albani ఉडी, dalam Dha'iif Sunan Abi Dawud. Al-Imam Abu Dawud membuat bab khusus tentang hadits Jabir ini, seraya menyebutkan: Bab "Fii Tha'aamil Fujaa-ah (Hukum Menyantap Makanan yang Telah

Terhidang)."

Dalam kitab Sunan-nya (III/341/3741) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam as-Sunanul Kubraa (VII/68); Ibnu 'Adi dalam al-Kaamil (I/381) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam al-Kubraa (VII/265) dan Syu'abul Iimaan (VII/104/9648); al-Qudha'i dalam Musnad asy-Syihab (I/314/527, 528, 314-315/529); serta al-Baihaqi dalam al-Kubraa (VII/265) dan asy-Syu'ab (VII/104/9647) dari beberapa jalur, dari Durust bin Ziyad.

Abu Dawud mengomentarinya: "Abban bin Thariq perawi majhul."

Ibnu 'Adi berkata: "Abban bin Thariq tidak dikenal selain pada hadits ini, bahkan hadits ini terkenal karenanya. Ia juga memiliki hadits lain selain ini, yang jumlahnya dua atau tiga, dan tidak ada ke-munkar-an di dalamnya."

Guru kami, al-Imam al-Albani 🚓, berkata dalam Irwaa-ul Ghaliil (VII/15/1954): "Durust bin

Ziyad dha'if, sebagaimana dijelaskan dalam at-Tagriib."

Saya berkomentar: "Benar yang beliau katakan. Namun beliau lupa bahwasanya riwayat Durust itu diperkuat atau memiliki mutaba'ah yaitu riwayat Khalid bin al-Harits, seorang perawi tsiqah dan tsabt, yang meriwayatkan dari Abban. Riwayat Khalid dari Abban ini diriwayatkan oleh Ibnu 'Adi (I/380-381). Sanad riwayat ini kepada Khalid shahih."

<sup>222</sup> Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shahiih*-nya (no. 15) dan Muslim dalam *Shahiih*-nya (no. 44)

<sup>223</sup> Dalam kitab Shahiih-nya (no. 2370). Disebutkan pula di dalam an-Nihaayah (I/447): "... 'Tidak ada pembatasan (atas sesuatu) kecuali bagi Allah dan Rasul-Nya.' Ada yang mengatakan bahwa dahulu, pada zaman Jahiliyyah, apabila seorang bangsawan singgah di suatu tempat di suatu wilayah, maka ia menggonggongkan anjingnya. Setelah itu, ia membuat batas sejauh gonggongan anjingnya dapat didengar. Tidak ada yang boleh berserikat dengannya di tempat itu, namun ia berhak berserikat dengan penduduk di wilayah tersebut atas lahan tempat mengembalakan hewan ternak. Oleh karena itulah, Nabi 💥 melarang cara demikian dan menetapkan bahwa pembatasan hanya untuk Allah dan Rasul-Nya. Maksudnya, yang dikecualikan adalah pembatasan daerah tertentu sebagai tempat berkumpul bagi kuda yang dipersiapkan untuk berjihad, unta yang dipergunakan untuk membawa barang-barang fii sabiilillah, unta-unta zakat, dan semisalnya. Hal ini sebagaimana 'Umar bin al-Khaththab yang memberikan batasan an-Naqi' sebagai tempat untuk menyimpan ternak kambing sedekah dan kuda yang dipersiapkan untuk fii sabiilillah (berperang)."

<sup>224</sup> Pada naskah "ح" tertulis: "أَنْصُلَحَةُ". <sup>225</sup> Diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Musnad*-nya (II/91, 155, 157), Abu 'Ubaid di dalam *al-Amwaal* (no. 740), Ibnu Zanjawaih dalam al-Amwaal (no. 1105), dan al-Baihaqi dalam as-Sunanul Kubraa (VI/146) seluruhnya diriwayatkan dari jalur 'Abdullah bin 'Umar al-'Umari, dari Nafi', dari Ibnu 'Umar, bahwasanya Nabi a membatasi al-Naqi' untuk kuda beliau.

Saya menilai: "Sanad hadits ini dha'if, karena di dalamnya terdapat 'Abdullah bin 'Umar al-'Umari,

perawi yang dha'if, sebagaimana dijelaskan dalam kitab at-Taqriib."

Hadits ini memiliki jalur lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam Shahiih-nya (no. 4683 - Ibsaan) dari jalur 'Ashim bin 'Umar, dari 'Abdullah bin Dinar, dari Ibnu 'Umar. Di dalamnya disebutkan: "Untuk kuda kaum Muslimin."

Saya berpendapat: "Sanad hadits ini dha'if. Di dalamnya terdapat 'Ashim bin 'Umar, seorang

perawi dha'if, sebagaimana disebutkan di dalam at-Tagriib."

Hadits ini memiliki penguat dari hadits az-Zuhri secara mursal, yakni yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shahiih*-nya (no. 2370) dan Abu Dawud dalam *Sunan*-nya (no. 3083) dengan sanad shahih. Adapun riwayat dari az-Zuhri secara *maushul* kepada Nabi ﷺ tidak shahih, bahkan munkar.

Secara keseluruhan, derajat hadits ini shahih lighairihi.

Riwayat ini pun dishahihkan oleh al-'Allamah Ahmad Syakir Allamah dalam Syarh wa Tahqiiqul

Musnad (VIII/41/5655) dan dihasankan oleh guru kami, al-Albani 💥 ...

<sup>226</sup> Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam al-Mushannaf (VII/304/3244): Yahya bin Sa'id al-Oaththan meriwayatkan kepada kami dari 'Ubaidillah bin 'Umar, dari Nafi', dari Ibnu 'Umar, bahwasanya 'Umar membatasi ar-Rabdzah untuk ternak (kambing) sedekah.

Saya menegaskan: "Sanad hadits ini shahih, sesuai dengan syarat al-Bukhari dan Muslim."

Al-Hafizh İbnu Hajar berkata dalam Fat-hul Baari (V/45): "İbnu Abi Syaibah telah meriwayatkan dengan sanad shahih dari Nafi' ...."

Asy-Syarf-atau as-Sarf dalam riwayat lain-, namun yang benar adalah asy-Syarf-adalah nama suatu tempat yang terletak di dekat Madinah. Adapun Sarf, yaitu kata yang tidak dapat menerima partikel alif lam, adalah nama suatu tempat yang berada dekat dengan Makkah.

Ar-Rabdzah adalah nama tempat yang termasuk dalam wilayah Madinah, sebuah desa di Dzaatu 'Irg, yang sekarang dikenal dengan sebutan al-Hanakiyah.

<sup>227</sup> Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Shahiih-nya (no. 2585).

<sup>228</sup> Diriwayatkan oleh Ahmad (V/424); al-Bazzar dalam al-Bahruz Zakhkhaar (IX/172/3723); Abu 'Awanah dalam *Shahiih*-nya (IV/395/7073); ath-Thabrani dalam *al-Mu'jamul Kabiir*, sebagaimana di dalam Majma'uz Zawaa-id (V/249); Fat-hul Baari (V/221); Ibnu 'Adi dalam al-Kaamil (I/295); Abu Nu'aim al-Ashbahani dalam Ma'rifatush Shahaabah (V/2865/6743) dan al-Qadha' (Q153/B); al-Baihaqi dalam as-Sunanul Kubraa (X/138); Abul Qasim 'Ali bin al-Muhassin at-Tanukhi dalam al-Fawaa-idul 'Awaalii al-Muarrakhah minash Shihaah wal Gharaa-ib (6/120-121) dengan takhrij al-Hafizh ash-Shuri); Abu Musa al-Madini dalam al-Lathaa-if (Q63/2), sebagaimana di dalam Irwaa-ul Ghaliil (VIII/246) dari beberapa jalur, dari Isma'il bin 'Ayyasy, dari Yahya bin Sa'id, dari 'Urwah bin az-Zubair, dari Abu Humaid.

Ibnu 'Adi dan at-Tanukhi berkata: "Hadits ini gharib. Aku tidak mengetahui ada yang mencerita-

kannya dari Yahya selain Isma'il bin 'Ayyasy dengan lafazh ini."

Guru kami, al-Imam al-Albani (1) berkata: "Ia tsiqah dalam riwayatnya dari penduduk Syam, sedangkan dha if jika dari selainnya. Hadits ini adalah salah satunya, karena Yahya bin Sa id, yaitu Ibnu Qais atau Abu Sa id al-Qadhi, adalah penduduk Hijaz, sehingga sanadnya pun dha if. Maka dari itu, perkataan Ibnul Mulaqqin dalam al-Khulaashah (Q176/1) tidak benar, yakni: 'Diriwayatkan oleh Ahmad dan al-Baihaqi dari riwayat Abu Humaid dengan sanad hasan.' Oleh sebab itu, al-Hafizh berkata dalam at-Talkhiishul Habiir (IV/189): 'Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dan Ibnu 'Adi dari hadits Abu Humaid, namun sanadnya dha if.'"

Saya berkomentar: "Benar yang beliau katakan ప్రేమ్. Al-Haitsami berkata dalam Majma'uz Zawaa id (IV/189): 'Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dan Ibnu 'Adi dari hadits Abu Humaid, tetapi sanadnya dha'if.'" Saya menegaskan: "Benar yang al-Haitsami katakan ప్రమ్త, sebagaimana perkataannya di tempat lain (IV/200): 'Diriwayatkan oleh al-Bazzar dari Isma'il bin 'Ayyasy, dari penduduk Hijaz, namun riwayatnya dha'if.' Ia menyandarkannya (V/249) kepada ath-Thabrani saja. Ia lupa bahwasanya

hadits ini diriwayatkan juga oleh Ahmad dalam Musnad-nya.

Al-Hafizh berkata dalam Fat-hul Baari (V/221): 'Di dalam sanadnya terdapat Isma'il bin 'Ayyasy, yang riwayatnya dari selain penduduk kotanya—dalam naskah asli tertulis kesalahan, yakni Madinah—adalah dha'if. Hadits ini termasuk salah satunya.'

## ﴿ .. ظُلُمَتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضِ إِذَا أَخْرَجَ يَكُدُهُ لَرْ يَكُدُّ بَرَهَا أَوْمَنَ لَرَّ يَعْمَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُورٍ ٤٠٠ ﴾

'... Gelap gulita yang berlapis-lapis, apabila dia mengeluarkan tangannya, tiadalah dia dapat melihatnya, (dan) barang siapa yang tiada diberi cahaya (petunjuk) oleh Allah tiadalah dia mempunyai cahaya sedikit pun.' (QS. An-Nuur: 40)"

Dalam kitab as-Sunanul Kubraa (VII/51). Hanya saja, di dalam sanad hadits yang tertera dalam kitab as-Sunan al-Kubra ini disebutkan: "Dari al-Auza'i, dari 'Atha'-Zakaria berkata: "Menurutku, dari-Ibnu 'Abbas."

Apa yang disebutkan penulis the di sini sangat berbeda dengan apa yang tercantum di dalam as-Sunan al-Kabiir yang tercetak. Al-Imam adz-Dzahabi menyebutkan Sanad al-Baihaqi dalam as-Sunan al-Kabiir yang tercetak itu di dalam al-Muhadzdzah fii Ikhtishaaris Sunan al-Kabiir (V/2614/10663): "... dari al-Auza'i, dari 'Atha', dari Ibnu 'Abbas."

Berdasarkan penjelasan tersebut, sanad hadits ini menjadi shahih, sesuai dengan syarat al-Bukhari dan Muslim, apabila 'Atha' yang dimaksud di sini adalah Ibnu Abi Rabah. Akan tetapi, jika dia adalah Ibnu Abi Muslim al-Khurasani, maka hadits ini dha'if karena munqathi'. Hingga sekarang saya belum bisa mengunggulkan salah satu dari kedua orang tersebut. Namun yang pasti ialah: apa yang disebutkan penulis itu sangat jauh dari kebenaran. Wallaahu a'lam.

<sup>230</sup> Telah dijelaskan takhrij-nya.

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Shahiih-nya (no. 2776) dan Muslim dalam Shahiih-nya (no. 1760).

Keterangan Tambahan:

Al-Hafizh berkata dalam Fat-bul Baari (V/406): "Sabda Rasulullah: تُقْتَسِمُ وَرَتُقَىٰ (ahli warisku menerima bagian) boleh dibaca dengan men-sukun-kan huruf mim (تَقْتَسِمُ) sebagai larangan, dan dengan men-dhammah-kannya (الاَ يُفَقِّسِمُ), jika dimaksudkan adalah penafian. Yang terakhir inilah yang lebih masyhur, bahkan dengannya makna menjadi lurus (benar), tidak bertentangan dengan hadits sebelumnya yang diriwayatkan dari 'Aisyah maupun dari yang lainnya, bahwasanya Nabi tidak meninggalkan harta untuk diwariskan. Riwayat yang berisi pelarangan ini tidak serta merta menunjukkan bahwasanya beliau memutuskan untuk tidak meninggalkan harta apa pun, namun hal itu masih sebatas kemungkinan saja. Jadi, Nabi melarang mereka membagikan harta warisannya apabila memang beliau benar-benar meninggalkan harta benda kelak. Adapun perkataan Nabi: 'Waratsatii' (ahli warisku), Rasulullah menyebut mereka sebagai ahli waris ditinjau dari kedekatan hubungan nasab. Akan tetapi, mereka tidak boleh mendapatkan harta warisan karena adanya dalil syar'i, yaitu sabda beliau: 'Kami tidak mewariskan harta. Apa saja yang kami tinggalkan adalah sedekah.'"

<sup>232</sup> Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shahiih*-nya (no. 4785) dan Muslim dalam *Shahiih*-nya (no. 1475).

<sup>233</sup> Telah disebutkan dalam hadits yang lalu.

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (V/356/3216), an-Nasa-i dalam al-Mujtabaa (VI/56) dan al-Kubraa (V/148/5294), al-Humaidi dalam Musnad-nya (I/115/235), Ibnu Abi Syaibah dalam al-Mushannaf (IV/269-270), Ahmad (VI/41), Ishaq bin Rahawaih dalam Musnad-nya (III/612/1184), ath-Thahawi dalam Musykilul Aatsaar (I/452/521), ath-Thabari dalam Jaami'ul Bayaan (22/24), asy-Syafi'i dalam al-Umm (V/140), al-Baihaqi dalam al-Kubraa (VII/54) dari jalur Sufyan bin 'Uyainah, dari 'Amr bin Dinar, dari 'Atha' bin Abu Rabah, dari 'Aisyah.

Saya menilai: "Sanad hadits ini shahih. Para perawinya tsiqah, termasuk perawi al-Bukhari dan Muslim."

At-Tirmidzi berkata: "Hadits hasan shahih."

An-Nasa-i berkata: "Ibnu Juraij memasukkan 'Ubaid bin 'Umair antara 'Atha' dan 'Aisyah." Saya menambahkan: "Hadits yang pada sanadnya terdapat 'Ubaid bin 'Umair itu diriwayatkan oleh an-Nasa-i dalam al-Mujtabaa (VI/56), al-Kubraa (V/149/5295, X/223/11351), ad-Darimi dalam Musnad-nya (VIII/479/2383 – Fat-hul Mannaan), Ahmad (VI/180), ath-Thabari dalam Jaami'ul Bayaan (22/24), ath-Thahawi dalam Musykilul Aatsaar (I/452/522), Ibnu Hibban dalam Shahiih-nya (no. 2126 – al-Mawaarid atau[no. 6366 – Ihsaan), al-Hakim (II/437), al-Baihaqi (VII/54), dan yang lainnya dari beberapa jalur, dari Ibnu Juraij.

Al-Hakim berkata: "Shahih, sesuai dengan syarat asy-Syaikhani." Pernyataan al-Hakim itu telah

disepakati pula oleh adz-Dzahabi.

Guru kami, al-Imam al-Albani ﷺ, berkata dalam ash-Shahiihah (VII/677-678/3224): "Benar yang mereka katakan. Ibnu Juraij telah menjelaskan dengan tahdits, sebagaimana yang tertera dalam al-Mustadrak. Demikian pula, Ibnu Juraij pun menjelaskan dengan tahdits pada riwayat lain milik imam Ahmad. Hanya saja, 'Atha lupa nama perawi yang ada di antara dirinya dan Aisyah.

Imam Ahmad berkata (VÍ/201): Abdurrazzaq meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, dia berkata: 'Atha' mengaku bahwa 'Aisyah berkata: '...' Kemudian Ahmad menyebutkan hadits tersebut).' Aku (Ibnu Juraij) bertanya: 'Dari siapakah riwayat ini?' 'Atha menjawab: 'Aku tidak tahu. Aku kira bahwa aku mendengar 'Ubaid bin 'Umair berkata demikian.'

Hadits itu diperkuat oleh (riwayat) Abu 'Ashim dari Ibnu Juraij, dari 'Atha', dia berkata: 'Aku mengira 'Ubaid bin 'Umair meriwayatkan kepadaku dari 'Aisyah.' Hadits ini diriwayatkan oleh

Ibnu Jarir."

Saya berkomentar: "Penilaian itu tidak berpengaruh, insya Allah, karena persangkaan tidak merusak riwayat penyimakan 'Ubaid dari 'Aisyah, terlebih lagi 'Atha' menegaskan—dalam salah satu riwayatnya—bahwa dirinya meriwayatkan hadits ini dari 'Ubaid bin 'Umair. Sementara 'Ubaid bin 'Umar itu dikenal banyak meriwayatkan hadits dari 'Aisyah. Dengan demikian, apa yang menghalangi penyimakan 'Atha'-seorang yang tsiqah dan termasuk perawi asy-Syaikhani-dari 'Aisyah, sedangkan mereka berada pada zaman yang sama dan pernah berjumpa?

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat saya simpulkan bahwa hadits ini shahih tanpa diragukan lagi dari dua jalur, baik melalui (1) 'Atha' dari 'Ubaid bin 'Umair dari 'Aisyah, mapun (2) dari 'Atha' dari 'Aisyah tanpa perantara. Perselisihan ini tidak berpengaruh, sebagaimana yang dimaklumi para ulama. Akan tetapi, hal itu terluput dari pantauan peneliti kitab al-Musnad (40/165) sehingga dia melemahkan hadits ini hanya karena ada perbedaan jalur periwayatan. Namun demikian, bukan di sini tempat yang cocok untuk membantah pendapatnya itu, melainkan akan dibahas pada tempat yang lain, insya Allah.

<sup>235</sup> Tambahan dari naskah "e". <sup>236</sup> Pada naskah "w" tertulis: "An-Nawawi." Kedua kutipan tersebut shahih (benar).

<sup>237</sup> Ibnu Suraij adalah seorang ahli fiqih dari Irak. Ia adalah Abul 'Abbas Ahmad bin 'Umar bin Suraij al-Baghdadi. Ia seorang hakim dari madzhab asy-Syafi'i dan penulis banyak kitab. Ia lahir sekitar

tahun 240 H dan meninggal dunia pada tahun 306 H.

<sup>238</sup> Al-Isthakhari adalah al-'Allamah, Abu Sa'id, al-Hasan bin Ahmad bin Yazid al-Ishthakhri. Lafazh al-Isthakhari merupakan nisbat kepada Ishthakhar, sebuah daerah di wilayah Persia. Ia seorang bermadzhab asy-Syafi'i, faqih dari 'Iraq, sahabat Ibnu Suraij, dan memiliki karya-karya yang bermanfaat, di antaranya Kitaab Adab al-Qadha'. Beliau meninggal dunia pada tahun 328 H.

Pada naskah "z" terdapat kesalahan tulis: "Al-Marwazi." Beliau adalah syaikh madzhab asy-Syafi'i, Abu Hamid, Ahmad bin Bisyr bin 'Amir al-Marwarudzi; seorang mufti Bashrah dan penulis berbagai kitab, serta pernah belajar dari Abu Ishaq al-Marwazi. Ia menulis kitab al-Jaami' dalam madzhab ini, menulis Syarh Mukhtashar al-Muzani, dan menulis kitab *al-Ushuul*. Syaikh ini meninggal dunia pada tahun 362 H.

<sup>240</sup> Lafazh ini tidak ada asalnya.

."فَلاَ" 'rertulis: س" tertulis: فَلاَ ".

<sup>242</sup> Saya katakan, al-Bukhari meriwayatkan dalam Shahiih-nya (VII/106/3772) dari Abu Wa'il, Syaqiq bin Salamah, dia menceritakan bahwa 'Ali mengirim 'Ammar dan al-Hasan ke Kufah untuk mengajak orang-orang turut berperang. 'Ammar pun berkhutbah (di hadapan mereka): 'Sesungguhnya aku mengetahui bahwasanya 'Aisyah adalah isteri Rasulullah di dunia dan di akhirat, tetapi Allah menguji kalian, yakni apakah kalian akan mengikuti Nabi ِ atau mengikutinya." Al-Bukhari juga meriwayatkan (no. 3771) dari al-Qasim bin Muhammad: "Tatkala 'Aisyah mengeluh karena kesakitan, datanglah Ibnu 'Abbas 🚁 menjenguknya dan berkata: 'Wahai Ummul Mukminin, majulah dengan memegang teguh kebenaran, hingga engkau menemui Rasulullah dan Abu Bakar." Ibnu Hibban meriwayatkan dalam Shahiih-nya (XVI/7/7095 – Ihsaan) dan al-Hakim (IV/10) dari jalur Sa'id bin Yahya al-Umawi: ayahku meriwayatkan kepadaku; Abul 'Anbas Sa'id bin Katsir meriwayatkan kepadaku dari ayahnya, ia berkata: 'Aisyah meriwayatkan kepada kami: "Ketika Rasulullah 🌉 menyebut-nyebut Fathimah, aku bertanya tentang (penilaiannya terhadap)ku. Maka beliau bertanya: 'Apakah kamu suka menjadi isteriku di dunia dan di akhirat?' Aku menjawab: 'Tentu saja, demi Allah.' Beliau bersabda: 'Jika demikian, maka kamu adalah isteriku di dunia dan di akhirat."

Al-Hakim berkata: "Abul 'Anbas perawi tsiqah sehingga haditsnya shahih." Penilaiannya telah disepakati oleh adz-Dzahabi. Disetujui pula oleh guru kami, al-Imam al-Albani, di dalam ash-Shahiihah (V/27/3011).

At-Tirmidzi (V/704/3880) dan Ibnu Hibban meriwayatkan dalam Shahiih-nya (XVI/6/7094) dari dua jalur, dari Ibnu Abi Mulaikah, dari 'Aisyah, ia berkata: "Jibril 💥 datang membawaku kepada Rasulullah 🚈 pada sehelai sutra, lalu berkata: 'Ini adalah isterimu di dunia dan di akhirat.'"

At-Tirmidzi berkata: "Hadits ini hasan gharib."

Saya menilai: "Sanadnya shahih."

Ath-Thabrani meriwayatkan dalam *al-Mu'jamul Kabiir* (23/32/99), Ibnu Hibban dalam *Shahiih*-nya (XVI/8/7096 - Ibsaan), dan al-Hakim (IV/13) dari jalur Yusuf bin Ya'qub bin al-Majisyun, dari ayahnya, dari 'Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik, dari 'Aisyah, ia berkata: "Wahai Rasulullah, siapakah isteri-isterimu di Surga?" Beliau menjawab: "Kamu termasuk salah satu dari mereka." (Al-Hadits)

Al-Hakim berkata: "Sanad hadits ini shahih, tetapi al-Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya." Pernyataan ini disepakati oleh adz-Dzahabi dan disetujui oleh guru kami, al-Imam al-Albani, dalam ash-Shahiihah (VII/27).

Abu Ishaq al-Maruzi adalah syaikh madzhab asy-Syafi'i dan seorang fagih di Baghdad. Ia Abu Ishaq, Ibrahim bin Ahmad al-Marwazi, sahabat Abul 'Abbas bin Suraij dan muridnya yang paling senior. Ia tinggal di Baghdad beberapa waktu dan menulis banyak buku. Ia meninggal di Mesir pada tahun 340 H.

<sup>244</sup> Yaitu, menjabarkannya menjadi lebih banyak.

<sup>245</sup> Mungkin sebagian kakeknya dahulu penjual gandum, seperti yang dikatakan as-Sam'ani dalam al-Ansaab (IV/242).

Ia adalah al-'Allamah mufti madzhab asy-Syafi'i, Abu 'Abdullah al-Husain bin Muhammad bin 'Abdullah ath-Thabari al-Haji al-Bazazi. Ia seorang pakar di bidang madzhab, ilmu ushul, dan masalah khilafiyyah. Al-Hannathi meninggal pada tahun 495 H di Ashbahan.

<sup>246</sup> Telah dijelaskan takhrij-nya.

<sup>247</sup> Telah dijelaskan takhrij-nya.

248 Yang diapit oleh tanda kurung siku [...] tidak terdapat pada naskah "س".

<sup>249</sup> Telah dijelaskan takhrij-nya.

<sup>250</sup> Pada naskah "س" tertulis: "عَبِيْدَةُ". <sup>251</sup> Pada naskah "ح" dan "ع" tertulis: "تَعَسُفُ".

<sup>252</sup> Telah dijelaskan takhrij-nya.

- <sup>253</sup> Pada naskah "ع" tertulis: "في". <sup>254</sup> Telah dijelaskan *takhrij*-nya.

<sup>255</sup> Telah dijelaskan takhrij-nya.

- <sup>256</sup> Pada naskah "¬" dan "ڄ" tertulis: "غَزَقَ جَهِا".

  <sup>257</sup> Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shahiih*-nya (no. 4442) dan Muslim dalam *Shahiih*-nya (no. 1637, 22).
- <sup>258</sup> Maksudnya, mengambil budak wanita tanpa adanya pembatasan dalam hal jumlah. Dengan kata lain, boleh bagi seorang Mukmin mengambil budak wanita berapa pun yang ia sukai, tanpa harus menentukan hak giliran malam bagi mereka.

<sup>259</sup> Telah dijelaskan takhrij-nya.

<sup>260</sup> Dalam kitab Sunan-nya, yaitu setelah hadits ini (1117, terbitan Daar Ihya' at-Turats), di mana ia berkata: "... Inilah yang diamalkan oleh sebagian ulama, baik dari kalangan para Sahabat Nabi 🗯 maupun dari kalangan yang lainnya. Pendapat inipun merupakan pendapat asy-Syafi'i, Ahmad, dan Ishaq. Namun, sebagian ulama lainnya memakruhkan seseorang menjadikan pemberian budak perempuan sebagai mahar baginya, sehingga ia harus memberikan mahar lain kepada budak perempuan yang telah dimerdekakan itu, selain dari pemberian kemerdekaan tersebut. Namun pendapat pertama lebih shahih."

<sup>261</sup> Dalam kitab as-Sunanul Kubraa (VII/128).

<sup>262</sup> Pada naskah "ح" dan "ح" tertulis: "عثين". <sup>263</sup> Dalam *as Sunanul Kubraa* (VII/128-129), Abu Ya'la dalam *Musnad*-nya (XIII/91/7161), ath-Thabrani dalam al-Mu'jamul Kabiir (24/219/705) dari Abu Sa'id al-Jusyami 'Ubaidillah bin 'Umar al-Qawariri, ia berkata: 'Alilah binti al-Kimyat meriwayatkan kepada kami, ia berkata: aku mendengar ibuku, Aminah, berkata: Amatullah binti Razinah meriwayatkan kepadaku dari ibunya, Razinah, maula Rasulullah 2 ...

Al-Haitsami berkata dalam Majma'uz Zawaa-id (IX/251): "Hadits yang semakna dengan hadits ini diriwayatkan oleh ath-Thabrani dan Abu Ya'la dari jalur 'Alilah binti al-Kimyat, dari ibunya yang bernama Aminah, dari Amatullah binti Razinah. Aku tidak mengenal ketiga perawi tersebut, namun sanad nya dari jalur lain tsiqah. Akan tetapi, isinya bertentangan dengan yang tercantum dalam kitab ash-Shahiih. Wallaahu a'lam."

Al-Hafizh berkata dalam al-Mathaalibul 'Aaliyah (XVI/611, terbitan Daarul 'Aashimah): "Hadits munkar dari beberapa wanita majhul. Adapun yang tercantum di dalam ash-Shahiih dari Anas 🛎 bahwasanya Nabi 🕮 menjadikan kemerdekaan budak itu sebagai maharnya."

Al-Bushiri juga mengatakan perkataan seperti itu dalam It-haaful Khiyarah al-Maharah (VII/252, terbitan Daarul Wathan).

Saya berkomentar: "Hadits Anas yang mereka singgung itu diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Shahiih-nya (no. 5086) dan Muşlim dalam Shahiih-nya (no. 1365) serta yang lainnya.

."اَلأُمَويّةُ" :tertulis "س" Pada naskah "س

<sup>265</sup> Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam ath-Thabaqaatul Kubraa (VIII/64), Abu Nu'aim dalam Musnad Abi Yahya Farras bin Yahya (85/25), dan al-Baihaqi dalam as-Sunanul Kubraa (VII/70) dari jalur 'Amir asy-Sya'bi, dari Masruq bin al-Ajda', dari 'Aisyah, bahwasanya seorang wanita berseru kepadanya: "Wahai ibuku." 'Aisyah menyanggah: "Aku adalah ibu bagi kaum laki-laki di antara kalian, bukan ibumu."

Saya menegaskan: "Sanad hadits ini shahih, perawinya tsiqah."

266 Kalimat yang diapit oleh tanda kurung siku [ ... ] tidak tercantum pada naskah "س".

Yaitu, Mukhtashar al-Muzani. Kitab yang menjelaskan berbagai permasalahan furu' (cabang-cabang agama) dalam madzhab asy-Syafi'i ini ditulis oleh murid al-Imam asy-Syafi'i yang bernama Isma'il bin Yahya al-Muzani. Ia meninggal dunia pada tahun 254 H. Kitab ini termasuk salah satu kitab fiqih asy-Syafi'i yang masyhur. Oleh karena itu, para ahli fiqih asy-Syafi'i sangat memprioritaskannya.

Saya menjelaskan: "Qira-at ini syadz. Oleh sebab itu, ia tidak tertulis di dalam mushaf." Adapun qira-at Ubay bin Ka'ab terhadap ayat tersebut adalah shahih, yaitu yang diriwayatkan oleh 'Abdurrazzaq dalam al-Mushannaf (X/181/18748)—dan dari jalurnya diriwayatkan oleh Ishaq bin Rahawaih dalam Musnad-nya, sebagaimana di dalam al-Mathaalibul 'Aaliyah (XV/118/3683, terbitan Daarul 'Ashimah atau IV/143/3696, terbitan Daarul Wathan) dan It-haaful Khiyarah al-Maharah (VI/254/5787, terbitan Daarul Wathan); Sufyan bin 'Uyainah dalam Tafsiir-nya (hlm. 309); Sa'id bin Manshur dalam Sunan-nya, sebagaimana di dalam ad-Durrul Mantsuur (VI/567) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam as-Sunanul Kubraa (VII/69); Abu 'Ubaid di dalam Fadhaa-ilul Qur-aan (II/148/705) dari 'Amr bin Dinar, dari Bajalah bin 'Abdah at-Tamimi, ia berkata: "'Umar bin al-Khaththab menemukan mus-haf di kamar budaknya. Di dalamnya tertulis:

"Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri—dan dia adalah bapak mereka—dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka. Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris mewarisi di dalam Kitab Allah) daripada orang-orang mukmin."

'Umar lantas berkata: "Hapuslah itu, wahai anakku!" Budaknya membantah: "Tidak, demi Allah, aku tidak akan menghapusnya karena tulisan tersebut ada di dalam mus-haf Ubay bin Ka'ab ... Maka dari itu, 'Umar pergi menemui Ubay bin Ka'ab dan berkata: "Aku sibuk dengan urusan al-Qur-an dan Anda sibuk dengan urusan jual beli di pasar, yakni tatkala engkau memalingkan tubuhmu di pintu Ibnul Ajma'."

Al-Hafizh Ibnu Hajar dan al-Bushiri berkata: "Sanad hadits ini shahih sesuai dengan syarat al-Bukhari."

Al-Bushiri berkata dalam al-Mukhtasharah (VIII/407/6494): "Hadits ini diriwayatkan oleh Ishaq dengan sanad yang sesuai dengan syarat al-Bukhari."

Adapun atsar Ibnu 'Abbas yang diriwayatkan oleh al-Hakim (II/415)-sebagaimana al-Baihagi

Saya berpendapat: "Keduanya benar."

meriwayatkan darinya (VII/69)-dengan sanad dha'if, di dalamnya terdapat Musa bin Mas'ud an-Nahdi, perawi yang buruk hafalannya. Silakan lihat kitab Tafsiirul Qur-aan al-'Azhiim (VI/503-504). <sup>269</sup> Dalam kitab *Sunan*-nya (I/3/8) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam *al-Khilaafiyyaat* (II/77/358); an-Nasa-i dalam al-Mujtabaa (I/38); Ibnu Majah (I/114/313); Ahmad (II/247, 250); al-Humaidi dalam Musnad-nya (II/434-435/988); asy-Syafi'i dalam Musnad-nya (I/81/64 – dengan urutannya); al-Umm (I/22); ad-Darimi dalam Musnad-nya (IV/121/719 - Fat-hul Mannaan); Ibnu Khuzaimah dalam Shahiih-nya (I/43-44/80); Ibnul Mundzir dalam al-Ausath (I/344/295, 355/317); ath-Thahawi dalam Syarh Ma'aanil Aatsaar (IV/233); Abu 'Awanah dalam Shahiih-nya (I/171/511), Abu Ya'la dalam Musnad-nya dan darinya diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam Shahiih-nya (IV/279/1431, 288/1440 - Ihsaan); Ibnu Syahin dalam an-Naasikh wal Mansuukh (83/81); al-Baihaqi dalam al-Khilaafiyyaat (II/51/336), Ma'rifatus Sunan wal Aatsaar (I/198/134, 199/135), al-Kubraa (I/91, 102, 112), dan as-Sunanush Shaghiir (I/35/50); as-Siraj dalam Hadiits-nya (V/81/A-B); Abul Hasan ats-Tsaqafi Hakim al-Kufah dalam Fawaa-iduhu 'an Syuyuukhihi (III/274 - riwayat Abu Thahir as-Salafi); al-Baghawi dalam Syarhus Sunnah (I/356/173); Ibnu 'Asakir dalam Taariikh Dimasq (XI/197); Ibnu 'Abdil Barr dalam at-Tamhiid (XI/18, 22/312); Abu Musa al-Madini dalam al-Lathaa-if (17/Q82/A); dan yang lainnya dari beberapa jalur, dari Muhammad bin 'Ajlan, dari al-Qa'qa' bin Hakim, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah secara marfu'.

Asy-Syafi'i berkata dalam Kitaab al-Qadim, sebagaimana dalam al-Ma'rifah (I/199): "Hadits ini shahih." Al-Baghawi berkata: "Hadits ini shahih."

Ibnu 'Abdil Barr dalam *al-Istidzkaar* (II/43) berkata: "Hadits ini shahih menurut kesepakatan ahli sanad." Al-Khaththabi berkata dalam *A'laamul Hadiits* (I/250): "Hadits ini adalah hadits yang shahih."

Abu Musa al-Madini berkata: "Hadits ini shahih."

An-Nawawi berkata dalam *Tahdziibul Asmaa' wal Lughaat* (I/41): "Hadits shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya."

An-Nawawi juga berkata dalam *al-Khulaashah* (I/152): "Shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, an-Nasa-i, dan yang lainnya dengan sanad shahih."

An-Nawawi pun berpendapat dalam *al-Majmuu'* (II/78): "Hadits ini shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh asy-Syafi'i dalam *Musnad*-nya dan *al-Umm* dengan sanad shahih."

An-Nawawi kembali menegaskan (II/95): "Hadits ini shahih. Diriwayatkan oleh asy-Syafi'i dan yang lainnya dengan sanad shahih. Diriwayatkan juga oleh Abu Dawud, an-Nasa-i, dan Ibnu Majah dalam Sunan masing-masing dengan sanad shahih."

Hadits ini dihasankan oleh guru kami, al-Albani ﷺ, dalam *Misykaatul Mashaabiih* (no. 332). Saya menilai: "Yang benar, *wallaahu a'lam*, hadits ini hasan, sebagaimana yang dikatakan oleh guru kami, yakni berdasarkan komentar yang diketahui tentang Ibnu 'Ajlan."

Asal hadits ini adalah dari riwayat Muslim dalam *Shahiih*-nya (no. 265) dan banyak lagi yang lainnya dari 'Umar bin 'Abdul Wahhab al-Riyahi, dari Yazid bin Zurai', dari Rauh bin al-Qasim, dari Suhail bin Abu Shalih, dari al-Qa'qa' bin Hakim secara ringkas.

Al-Hafizh al-Mizzi berkata dalam *Tuhfatul Asyraaf* (IX/441-442): "Demikianlah yang dikatakan ar-Riyahi dari Yazid bin Zurai'. Yang demikian itu termasuk kekeliruannya. Ia diselisihi oleh 'Umayyah bin Bustham, seorang perawi yang paling shahih riwayatnya dari Yazid bin Zurai', dengan perkataannya: 'Dari Yazid bin Zurai', dari Rauh bin al-Qasim, dari Muhammad bin 'Ajlan, dari al-Qa'qa' bin Hakim.' Inilah riwayat shahih dari Ibnu 'Ajlan dari al-Qa'qa' bin Hakim. Hadits al-Qa'qa' bin Hakim diriwayatkan oleh mayoritas ulama, di antaranya 'Abdullah bin al-Mubarak, Sufyan bin 'Uyainah, Yahya bin Sa'id al-Qaththan, 'Abdullah bin Roja' al-Makki, dan al-Mughirah bin 'Abdurrahman al-Mukhzumi."

Abul Fadhl bin 'Ammar asy-Syahid berkata dalam 'Ilalul Ahaadiits fii Kitabis Shahiih Muslim (VI/59-61): "Hadits ini tidak shahih. Di dalamnya terdapat 'Umar bin 'Abdul Wahhab ar-Riyahi yang mengambil riwayat dari Yazid bin Zurai'. Selain itu, hadits ini dikenal melalui jalur Muhammad bin 'Ajlan dari al-Qa'qa', sedangkan Suhail itu sama sekali tidak disebutkan dalam sanad ini. Yang benar ialah hadits ini diriwayatkan oleh 'Umayyah bin Bustham dari Yazid bin Zurai', dari Rauh bin Ibnu 'Ajlan, dari al-Qa'qa', dari Abu Shalih ...."

Ad-Daraquthni berkata dalam *at-Tatabbu*' (hlm. 139-140, terbitan Daar al-Kutub al-'Ilmiyyah): "Hadits ini tidak shahih dari Suhail, karena sesungguhnya ia berasal dari hadits Ibnu 'Ajlan. Orang-orang meriwayatkan darinya, seperti Rauh bin al-Qasim, demikian pula yang dikatakan 'Umayyah dari—dalam naskah asli tertera: bin (bukan: dari), dan kata 'bin' ini merupakan kesalahan tulis—Yazid."

Ibnu Daqiqil 'Ied menukil darinya dalam al-Umm (II/511) dan menyetujuinya.

Saya berkomentar: "Riwayat Umayyah ini dikeluarkan oleh al-Baihaqi dalam as-Sunanul Kubraa (I/102) dari jalur 'Abdul Malik bin Muhammad ar-Raqqasyi: 'Umayyah meriwayatkan kepada kami." Kesimpulannya, bahwasanya sanad Imam Muslim (Sacacat tanpa diragukan lagi, sebagaimana telah dijelaskan oleh para imam. Akan tetapi, matan hadits ini shahih karena adanya penguat yang banyak.

<sup>270</sup> Masalah ini telah dijelaskan sebelumnya, bahkan telah diterangkan madzhab para ulama secara

ringkas.

<sup>271</sup> Seorang syaikh madzhab asy-Syafi'i, Abu Sa'ad, 'Abdurrahman bin Ma'mun bin 'Ali bin Muhammad al-Abiwurdi al-Mutawalli, dan sahabat al-Qadhi Hushain. Beliau ahli dalam bidang fiqih dan ushul, cerdas, ahli *munaazharah* (berdialog), tampan, pintar, dan tawadhu'. Syaikh ini lahir di Abiwurdi pada tahun 427 H dan meninggal dunia pada tahun 478 H.

<sup>272</sup> Silakan lihat kitab *Ibnu Hazm al-Andalusi wa Risaalatul Mufaadhilah bainash Shahaabah* karya Sa'id al-Afghani (hlm. 185 dan selanjutnya).

273 Pada naskah "ح" dan "ع" tertulis: "وَإِذَا لَمْ تَتَزَوِّ مِ الْمَرْأَةُ".

<sup>274</sup> Ia adalah Ummud Darda' ash-Shughra. Nama aslinya Hajimah binti Huyay al-Washabiyah, seorang

Tabi'in yang faqih dan tsiqah. Beliau meninggal dunia pada tahun 81 H.

Diriwayatkan oleh Ibnu 'Asakir dalam Taariikh Dimasq (74/114-115) dari jalur Abul 'Abbas al-Asham: Muhammad bin Ishaq ash-Shaghani mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Shalih mengabarkan kepada kami, Mu'awiyah bin Shalih meriwayatkan kepadaku dari Abu az-Zahiriyyah, dari Jubair bin Nufair, dari Ummud Darda'.

Menurut saya, sanad hadits ini hasan, berdasarkan komentar yang ringan tentang Mu'awiyah bin Shalih. Ia *shaduq* dan termasuk perawi Muslim. Mengenai kelemahan 'Abdullah bin Shalih, sebagaimana yang diduga kuat, sesungguhnya perawi darinya di sini adalah seorang imam besar dan penghafal yang masyhur. *Wallaahu a'lam*."

Hadits ini memiliki jalur lain yang diriwayatkan oleh Abu Nu'aim al-Ashbahani dalam Hilyatul Auliyaa' (I/224)—dari jalurnya diriwayatkan oleh Ibnu 'Asakir (74/115)—dengan sanad shahih dari al-Faraj bin Fudhalah, dari Luqman bin 'Amir, dari Ummud Darda'. Namun, al-Faraj bin Fudhalah dha'if, sebagaimana dijelaskan dalam at-Taqriib. Jadi, derajat atsar ini secara keseluruhan adalah shahih lighairihi. Wallaahu a'lam.

Telah shahih secara marfu' hadits yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la al-Maushili dalam Musnad-nya dari riwayat Ibnul Muqri', sebagaimana di dalam al-Mathaalibul 'Aaliyah (II/217/1731, terbitan Daarul Wathan atau VIII/461/1718, terbitan Daarul 'Aashimah); It-haaful Khiyarah al-Maharah (IV/115/3264, terbitan Daarul Wathan) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh Ibnu 'Asakir dalam Taariikh Dimasq (74/116); Abu 'Ali al-Harani al-Qusyairi dalam Taariikhur Riqqah (III/39/2), sebagaimana di dalam ash-Shahiihah (III/275/1281); Ibnu 'Asakir dalam Taariikh-nya (74/117) dari beberapa jalur, dari Isma'il bin 'Abdullah bin Khalid al-Qurasyi Abu 'Abdullah as-Sukari: Abul Mulaih al-Hasan bin 'Umar ar-Raqi meriwayatkan kepada kami dari Maimun bin Mahran, ia berkata: "Mu'awiyah meminang Ummud Darda', namun Ummud Darda' enggan menikah dengannya, seraya berucap: 'Aku mendengar Abud Darda' berkata tentang sabda Rasulullah : 'Seorang wanita bersama suaminya yang terakhir.' Sementara aku tidak menginginkan seorang pun menggantikan Abud Darda'."

Al-Bushiri berkata: "Perawi sanad hadits ini tsiqah."

Menurut saya, ang dikatakannya benar, yaitu sanadnya shahih. Hadits ini telah dishahihkan juga oleh guru kami, al-Albani 為疑。"

Abusy Syaikh telah mengeluarkannya dalam *Thabaqaatul Muhadditsiin bi Ashbahaan* (IV/36/806, terbitan ar-Risalah): Ahmad bin Ishaq al-Jauhari meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Isma'il bin 'Abdullah bin Zurarah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Abul Mulaih ar-Raqi meriwayatkan kepada kami, dengan redaksi yang sama.

Demikianlah yang dikatakan Ahmad bin Ishaq: "Isma'il bin Zurarah." Namun telah dijelaskan bahwasanya mayoritas penghafal meriwayatkannya dari Isma'il dengan redaksi yang sama, tetapi mereka berkata: "(Ibnu Khalid al-Qurasyi) dan Ibnu Zurarah adalah perawi *shaduq*-sebagaimana dijelaskan dalam *at-Taqriib*, serta keduanya berasal dari ar-Riqqah."

Bisa jadi hadits itu diambil dari keduanya atau yang benar adalah: Ibnu Khalid al-Qurasyi, sebagaimana yang diriwayatkan kalangan mayoritas, dan pendapat itulah yang rajih menurutku. Sebab, mereka tidak menyebutkan Abul Mulaih ar-Raqi sebagai salah satu guru Ibnu Zurarah, berbeda dengan (Ibnu Khalid al-Qurasyi, Abu 'Abdullah as-Sukari. Mereka memasukkan nama tersebut ke dalam daftar nama guru-gurunya. Wallaahu a'lam.

Hadits ini memiliki beberapa jalur periwayatan dan beberapa penguat yang disebutkan oleh guru kami al-Albani ﷺ di dalam ash-Shahiihah, maka silakan merujuk kepada kitab tersebut.

- 276 Dalam kitab as-Sunanul Kubraa (VII/69-70). Guru kami, al-Imam al-Albani ﷺ, berkata: "Semua perawinya tsiqah selain Abu Ishaq, yakni as-Sabi'i, yang hafalannya rusak dan telah meriwayatkan dengan 'an'anah."
- 277 Seorang syaikh madzhab asy-Syafi'i, Abu 'Ali, al-Hasan bin al-Husain bin Abu Hurairah, al-Baghdadi, al-Qadhi. Beliau telah sampai pada derajat tertinggi dalam madzhab, menulis kitab Syarh Mukhtashar al-Muzani, dan sudah masyhur dengan sebutannya itu. Syaikh ini meninggal pada tahun 345 H.
- <sup>278</sup> Pada naskah "س" tertulis: "زَوْجَاتُهُ".
- ."تَخَيَّرَ هُنَّ لَهُنَّ " tertulis: "يَخَيَّرَ هُنَّ لَهُنَّ " Pada naskah "سَ
- <sup>280</sup> (*Ummu walad* adalah budak wanita yang telah melahirkan anak dari hubungan dengan tuannya.) <sup>pent</sup>

<sup>281</sup> Diriwayatkan oleh Abu Dawud (IV/129/4361) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh ad-Daraquthni dalam Sunan-nya (III/39/3156, 459/4425, terbitan Daarul Ma'rifah); an-Nasa-i dalam al-Muitabaa (VII/107-108); Ibnu Abi Syaibah dalam ad-Diyaat (hlm. 223-al-Wamadhaat) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh adh-Dhiya' al-Maqdisi dalam al-Ahaadiitsul Mukhtaarah (XII/158/178): Abu Ja'far bin al-Bukhturi ar-Razzaz dalam *Juz-ur Raabi' min Hadiitsibi* (345/233) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam as-Sunanul Kubraa (VII/60, X/131); ath-Thabrani dalam al-Mu'jamul Kabiir (XI/278/11984) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh adh-Dhiya' al-Magdisi dalam al-Ahaadiitsul Mukhtaarah (XII/157-158/177); ad-Daraquthni dalam Sunan-nya (III/38-39/3155, 459/4423, 4424); al-Hakim (IV/354) dari beberapa jalur, dari Isra'il, dari 'Utsman asy-Syahham, dari Ikrimah, dari Ibnu 'Abbas.

Al-Hakim berkata: "Sanad hadits ini shahih, namun tidak dikeluarkan oleh al-Bukhari dan Muslim." Penilaiannya disepakati oleh adz-Dzahabi.

Al-Hafizh İbnu Hajar berkata dalam Buluughul Maraam (II/580/1253, terbitan Daarush Shumai'i): "Para perawinya tsiqah."

Dishahihkan pula oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dalam ash-Shaarimul Masluul dan guru kami, al-Imam al-Albani (no. 3794).

<sup>282</sup> Pada naskah "ح" tertulis: "عَنْ أَبِيْ بَيْدَهُ". <sup>283</sup> Pada naskah "س" tertulis: "أَضْرِبُ".

<sup>284</sup> Diriwayatkan oleh an-Nasa-i dalam *al-Mujtabaa* (VII/108-109), ath-Thayalisi dalam *Musnad-*nya (I/7/4, terbitan Hajar) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh al-Mizzi dalam Tahdziibul Kamaal (XV/443); Ahmad (I/9); Abu Ya'la dalam Musnad-nya (I/84/81, 82) lalu Abu Bakar al-Marwazi meriwayatkan darinya dalam Musnad Abi Bakar ash-Shiddig (66/108-109) dan adh-Dhiya' al-Magdisi dalam al-Ahaadiitsul Mukhtaarah (I/106-107/23, 107/24); ad-Dulabi dalam al-Kunaa wal Asmaa' (II/624-625/1118, terbitan Daar Ibni Hazm); Ibnu Abi 'Ashim dalam ad-Diyaat (hlm. 224 - al-Wamadhaat) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh adh-Dhiya' al-Maqdisi dalam al-Ahaadiitsul Mukhtaarah (I/107-108/25); al-Hakim (IV/354-355) dan al-Baihaqi meriwayatkan darinya dalam al-Kubraa (VII/60); adh-Dhiya' al-Maqdisi dalam al-Ahaadiitsul Mukhtaarah (I/108/26); dan yang lainnya dari beberapa jalur, dari Syu'bah.

Al-Hakim berkata: "Sanad hadits ini shahih." Pernyataan ini telah disepakati oleh adz-Dzahabi. Saya menegaskan: "Keduanya benar, bahkan telah dishahihkan oleh guru kami, al-Imam al-Albani مَثَلَقَة, dalam Shahiih Sunanin Nasa-i (no. 3795)."

Riwayat Abus Suwar ini diikuti oleh 'Abdullah bin Mutharrif bin asy-Syakhir, yaitu yang diriwayatkan oleh Abu Dawud (IV/129-130/4363); an-Nasa-i dalam al-Mujtabaa (VII/110-111); al-Imam Ahmad (I/10) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh adh-Dhiya' al-Maqdisi dalam al-Ahaadiitsul Mukhtaarah (I/104-105/20); al-Bazzar dalam al-Bahruz Zakhkhaar (I/115/49); Abu Ya'la dalam Musnad-nya (I/82/79) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh adh-Dhiya' al-Maqdisi (I/105-106/22); Ibnu Abi 'Ashim dalam ad-Diyaat (hlm. 224); Abu Ya'la dalam Musnad-nya dari riwayat Ibnul Muqri' dan dari jalurnya diriwayatkan oleh adh-Dhiya' al-Maqdisi (I/105/21) dari beberapa jalur, dari Yazid bin Zurai': Yunus bin 'Ubaid meriwayatkan kepada kami dari Humaid bin Hilal, dari 'Abdullah bin Mutharrif.

An-Nasa-i berkata: "Hadits ini adalah hadits yang paling bagus dan paling baik. Wallaahu a'lam." Al-Bazzar berkata: "Sanad yang paling bagus dalam hal ini adalah hadits Yunus dari Humaid bin Hilal. Kami tidak mengetahui orang yang meriwayatkannya dari Yunus, kecuali Yazid bin Zurai'. Sebagian ulama memasukkannya ke dalam *Musnad Abi Bakar* walaupun tidak diriwayatkan dari Nabi ﷺ. Akan tetapi, perkataan Abu Bakar ash-Shiddiq 👛 : 'Tidak ada seorang pun setelah Nabi ﷺ, menunjukkan bahwasanya perbuatan ini pernah dilakukan oleh beliau ﷺ, namun tidak oleh yang lainnya. Maka dari itu, seolah-olah riwayat tersebut benar-benar berasal dari Rasulullah 💥.

Dalam kitab al-Kaamil (VII/2704) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam as-Sunanul Kubraa (VII/60).

Saya menilai: "Sanad hadits ini hasan, insya Allah, dan hadits sebelumnya memperkuatnya secara global."

Telah terjadi kesalahan penerbit atau perubahan dan penghapusan terhadap hadits ini dalam cetakan kitab al-Kaamil. Hendaklah diperhatikan!

<sup>286</sup> Pada naskah "س" tertulis: "سَابَ".

- <sup>287</sup> Kitab ini sudah dicetak dan beredar. Walhamdulillah.
- <sup>288</sup> Penulis the benar di dalam penilaiannya.
- <sup>289</sup> Tidak tercantum pada naskah "¬" dan "»".

<sup>290</sup> Tidak tercantum pada naskah "…"

<sup>291</sup> Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shahiih*-nya (no. 6361) dan Muslim dalam *Shahiih*-nya (no. 2601).

<sup>292</sup> Diriwayatkan oleh Muslim dalam Shahiih-nya (no. 2604). Silakan lihat lebih lanjut dalam kitab ash-Shahiihah (I/164-167).

Untuk mengetahui keutamaan Sahabat Mu'awiyah ada dan untuk menyampaikan bantahan terhadap orang-orang yang mencelanya, silakan merujuk karya guru kami, al-Allamah al-'Abdul Muhsin al-'Abbad hafizhahullah, yang berjudul Min Aqwaalil Munshifiin fish Shahaabi al-Khaliifah Mu'awiyah ada Lihat pula karya saudara kami, asy-Syaikh Muhammad bin 'Abdurrahman al-Maghrawi saddadahullah, yang berjudul Man Sabba ash-Shahaabah wa Mu'awiyah fa Ummuhu Haawiyah. Di dalamnya terdapat bantahan yang kokoh, penukilan yang ilmiah dan bermanfaat, serta penjelasan detail masalah ini. Sesungguhnya masalah ini merupakan tergolong dalam permasalahan 'aqidah.

<sup>293</sup> Tidak tercantum pada naskah "ح" daņ "ح".

". أَخَذَ" .'tertulis "ع" dan "ع dan "ع '' tertulis "

<sup>295</sup> Telah dijelaskan *takhrij*-nya.

." أَلْأَصْحَابُ" '.rertulis " و Pada naskah "س" tertulis " أَنْصُحَابُ".

<sup>297</sup> Dalam kitab al-Umm (VII/95); al-Musnad (II/379/626 – tartiib) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam Ma'rifatus Sunan wal Aatsaar (VII/358/5862) serta as-Sunanul Kubraa (VII/45-46); 'Abdurrazzaq dalam al-Mushannaf (V/330-331/9720) dan Ahmad meriwayatkan darinya dalam Musnad-nya (IV/328); Ishaq bin Rahawaih dalam Musnad-nya, sebagaimana di dalam Takhriijul Ahaadiits wal Aatsaar al-Waaqi'ah fii Tafsiiril Kasysyaf karya al-Zaila'i (I/234); al-Kaafisy Syaafi (hlm. 59); Ibnu Hibban dalam Shahiih-nya (I/216-217/4872 – Ibsaan); al-Baihaqi dalam as-Sunanul Kubraa (X/109) dan Dalaa-ilun Nubuwwah (IV/99-101); Ibnu Abi Hatim dalam Tafsiir-nya (631-1742 – Ali 'Imran) dari Sufyan bin 'Uyainah, dari Ma'mar, dari az-Zuhri.

Al-Hafizh berkata dalam *Fat-hul Baari* (V/324): "Ahmad menambahkan dari 'Abdurrazzaq dan Ibnu Hibban meriwayatkannya dari jalurnya, ia berkata: '....' (Kemudian Ibnu Hibban menyebutkannya). Perkataan ini tidak dicantumkan oleh al-Bukhari karena *mursal*. Hal ini disebabkan az-Zuhri tidak pernah mendengar dari Abu Hurairah."

Ibnu Hajar juga berkata (XIII/340): "Para perawinya tsiqah, hanya saja munqathi'."

Ibnu Hajar berkata dalam al-Kaafisy Syaafi: "Hadits ini mungathi'."

Az-Zaila'i berkata: "Kelihatannya sanad hadits itu terputus antara az-Zuhri dan Abu Hurairah." Saya menambahkan: "Hadits ini juga diriwayatkan dari 'Aisyah , sebagaimana dikeluarkan oleh al-Baghawi dalam *Ma'aalimut Tanziil* (II/124) dan *Syarhus Sunnah* (XIII/188/3611) dari jalur Abusy Syaikh—dalam kitabnya, *Akhlaaqun Nabiy* (262/756)—dari jalur Thalhah bin Zaid al-Qurasyi, dari 'Aqil, dari az-Zuhri, dari 'Urwah, dari 'Aisyah."

Saya menegaskan: "Sanad hadits ini dha'if sekali, karena Thalhah ini *matruk*. Ahmad, Ibnul Madini, dan Abu Dawud berkata: 'Ia adalah pemalsu hadits.' Penilaian tersebut sesuai dengan yang diterangkan dalam kitab *at-Taqriib.*"

<sup>298</sup> Pada naskah "س" tertulis: "بِهِ".

<sup>299</sup> Disebutkan oleh al-Baihaqi dalam as-Sunanul Kubraa (VII/46) dan Ma'rifatus Sunan wal Aatsaar (VII/359) dari asy-Syafi'i.

Adapun atsar al-Hasan ini diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur dalam Sunan-nya (III/1098/534 – Takmilah) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam as-Sunanul Kubraa (X/109); Ibnul Mundzir dalam Tafsiir-nya (II/467/1115); Ibnu Abi Hatim dalam Tafsiir-nya (632-633/1745 – Ali 'Imran); Ibnu Hibban dalam Raudhatul 'Uqalaa' (hlm. 167); al-Baihaqi dalam as-Sunanul Kubraa (VII/46) dan Ma'rifatus Sunan wal Aatsaar (VII/359/5863) dari jalur Sufyan bin 'Uyainah, dari 'Abdullah bin Syubramah, dari al-Hasan.

Saya menilai: "Hadits ini maqthuu' (kuat) dan shahih sanadnya."

Al-Hafizh berkata dalam Fat-hul Baari (XIII/340): "Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dengan sanad hasan dari al-Hasan."

<sup>300</sup> Shahiihul Bukhari (no. 2731, 2732).

Al-Hafizh berkata dalam Fat-hul Baari (V/338-339): "Perkataannya: 'Hatta tanfarida saalifatii (Hingga putus leherku).' As-Saalifah adalah permukaan leher. Ungkapan tersebut dikemukakan sebagai kinayah dari pembunuhan. Sebab, biasanya (tubuh) orang yang terbunuh terpisah dari pangkal lehernya. Al-Dawudi berkata: 'Maksudnya adalah maut (kematian), yakni sampai aku meninggal dan terbaring sendirian di dalam kuburku.' Mungkin juga artinya berperang hingga ia tinggal sendirian dalam menghadapi mereka (musuh-musuhnya) di medan perang."

Ibnul Munayyir berkata: "Nabi 🕸 mengungkapkan hal tersebut guna merendahkan diri, bukan menyombongkan kedudukan beliau. Dengan kata lain, bahwasanya aku (Rasulullah) memiliki kekuatan dengan bantuan Allah dan kuasa-Nya yang membuatku mampu berperang membela agama-Nya walaupun tinggal seorang diri. Bagaimana mungkin aku tidak membela agama Islam ini tatkala kaum Muslimin masih setia di sampingku, belum lagi ditambah dengan jumlah mereka

yang banyak dan perhatian mereka yang besar dalam membela agama Allah 😹?"

Telah dijelaskan takhrij-nya.

Tambahan dari naskah "¬" dan "۶".

Telah dijelaskan takhrij-nya.

- Pada naskah "ح" dan "خ" tertulis: "نُعَيْمًا". Tambahan dari naskah "س".
- Telah dijelaskan takhrij-nya.

Penulis (Ibnu Katsir) Wis berkata dalam Tafsiirul Qur-aan al-'Azhiim (IV/79): "Nabi ze memiliki jatah dari *ghanimah* (harta rampasan perang) yang berhak beliau pilih sendiri, yaitu berupa budak laki-laki, budak perempuan, kuda, pedang, dan yang lainnya. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan oleh Muhammad bin Sirin dan 'Amir asy-Sya'bi, bahkan sebagian besar ulama mengikuti pendapat mereka."

Saya berkata: "Diriwayatkan oleh Abu Dawud (III/152/2991) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam as-Sunanul Kubraa (VI/304) dan Ma'rifatus Sunan wal Aatsaar (V/115/116/3947); an-Nasa-i dalam *al-Mujtabaa* (VII/134) dan *al-Kubraa* (IV/330/4431); Sa'id bin Manshur dalam *Sunan-*nya (III/2/296/2673, 2674); Abu 'Ubaid dalam al-Amwaal (18-19/29); 'Abdurrazzaq dalam al-Mushannaf (V/239-240/9485); Ibnu Zanjawaih dalam al-Amwaal (I/98/67); ath-Thahawi dalam Syarh Ma'aanil Aatsaar (III/302); Ibnu Abi Syaibah dalam al-Mushannaf (XII/433/15157) dari beberapa jalur, dari Mutharrif, dari asy-Sya'bi, dia berkata: "Nabi ﷺ memiliki saham (bagian) dari ghanimah yang disebut ash-shafi. Oleh karena itu, jika Nabi menginginkan budak laki-laki, budak perempuan, dan seekor kuda, maka beliau boleh memilih (sesukanya) sebelum dibagi-bagikan, (yakni sebanyak) seperlima." Saya menilai: "Sanad hadits ini dha'if karena mursal."

Riwayat ini pun telah didha'ifkan oleh guru kami, al-Imam al-Albani 💥, dalam kitab Dha'iif Sunan Abi Dawud (no. 644).

Diriwayatkan lagi oleh Abu Dawud (III/152, 2992) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh al-Bajhagi (VI/304); Sa'id bin Manshur dalam Sunan-nya (III/2/296/2675, 297/2679 - dengan ringkas); Ibnu Abi Syaibah dalam al-Mushannaf (XII/432/15154, 15155); serta Ibnu Zanjawaih dalam al-Amwaal (I/98/68) dari beberapa jalur, dari Muhammad bin Sirin, dia berkata: "Dahulu, disisihkan bagian tertentu dari harta rampasan perang untuk Nabi 💥 dan kaum Muslimin, meskipun mereka tidak ikut berperang. Adapun bagian ash-shafi disisihkan untuk beliau dari khumus, yakni sebelum yang lain mengambil bagiannya.

Sanadnya seperti yang di atas (dha'if).

Diriwayatkan juga oleh Abu Dawud dalam al-Maraasiil (428-429/365, dengan tahqiq az-Zahrani atau 275-276/375, terbitan al-Mu-assasah) dan Ibnu Zanjawaih dalam al-Amwaal (I/98-99/69, II/718-719/1228) dari al-Hasan al-Bashri, dia berkata: "Dahulu, harta ghanimah dikumpulkan. Setelah terkumpul semuanya, Nabi 🍇 memiliki bagian di dalamnya yang disebut ash-shafi, yaitu yang khusus diberikan Allah kepada beliau ...." (Al-Hadits)

Sanadnya sebagaimana disebutkan sebelumnya (dha'if).

Akan tetapi, Abu Dawud (III/152/2994), Ibnu Hibban dalam Shahiih-nya (XI/151-152/4822 - Ibsaan), ath-Thabrani dalam al-Mu'jamul Kabiir (24/53/175), al-Hakim (II/128, III/39), dan al-Baihaqi (VI/304) meriwayatkan dari 'Aisyah 🚎 , ia berkata: "Dahulu, Shafiyah (isteri beliau) diambil dari saham ash-shafi."

Sanadnya shahih sesuai dengan syarat al-Bukhari dan Muslim, namun keduanya tidak meriwayatkannya. Hadits itu dishahihkan oleh al-Hakim, adz-Dzahabi, dan guru kami, al-Albani 💥.

Ibnu 'Abdil Barr berkata sebagaimana di dalam Muwaafaqatul Khabar al-Khabar (II/56): "Bagian ash-shafi telah diriwayatkan dari atsar-atsar yang shahih. Para ahli hadits pun tidak berselisih bahwasanya Shafiyah termasuk ke dalam bagian ash-shafi tersebut."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud (III/153-154/2999), an-Nasa-i dalam al-Kubraa (IV/331/4432) dan al-Muitabaa (VII/134), Ahmad dalam Musnad-nya (34/340/20373, 343-344/20740), dan Ibnu Hajar dalam Muwaafaqatul Khabar al-Khabar (II/55) dari hadits Yazid bin 'Abdullah bin asy-Syakhir, dia berkata: "Ketika kami sedang berada di Marbad, tiba-tiba seorang laki-laki datang membawa sepotong kulit (bertuliskan sesuatu). Kemudian, kami membacanya. Di dalamnya tertulis: "Dari Muhammad, Rasul Allah, kepada Bani Zuhair bin Agyas. Apabila kalian bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah dengan benar selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah; lalu kalian mendirikan shalat; membayar zakat; serta menyerahkan seperlima dari harta ghanimah, bagian Nabi, dan saham ash-shafi; maka kalian akan aman dengan perlindungan dari Allah dan Rasul-Nya." Kami pun bertanya kepadanya: "Siapa yang menuliskan (surat) ini untukmu?" Laki-laki itu menjawab: "Rasulullah 3.

Sanadnya shahih, ke-majhul-an Sahabat tidak merusaknya, sebagaimana yang telah diketahui. Penulis (Ibnu Katsir) & berkata dalam Tafsiirul Qur-aan al-Azhiim (IV/80): "Hadits-hadits ini sangat bagus dalam menunjukkan ketetapan dan keshahihan berita ini. Oleh sebab itu, mayoritas ulama menjadikan hal ini termasuk kekhususan beliau 25."

"س". Tambahan dari naskah

Tidak tercantum pada naskah "\varepsilon".

<sup>310</sup> Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Shahiih-nya (no. 2211) dan Muslim dalam Shahiih-nya (no. 1714).

311 Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam at-Talkhiishul Habiir (III/143): "Barang siapa yang berzina di hadapan beliau ﷺ atau melakukan pelecehan, berarti ia telah kafir. Pelecehan telah diputuskan (hukum kafirnya) dengan ijma'. Adapun zina, jika perbuatan itu sengaja dilakukan agar beliau menyaksikannya, maka hal itu mungkin karena ia termasuk pelecehan. Namun, jika yang dimaksudkan ialah peristiwa itu pernah terjadi di zaman beliau, maka pendapat yang menyatakan pelakunya kafir itu tidak shahih, berdasarkan kisah Ma'idz dan al-Ghamidiyah."

Tambahan dari naskah "س".

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Shahiih-nya (no. 3114) dan Muslim dalam Shahiih-nya (no. 2133).

<sup>314</sup> Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shahiih*-nya (no. 110) dan Muslim dalam *Shahiih*-nya (no. 2134).

315 Silakan lihat kitab Tuhfatul Mauduud (hlm. 237, 244-245 - dengan tahqiq saya).

316 Yang benar adalah pendapat pertama. Silakan lihat perincian hal itu dalam kitab saya, *Mausuu'atul* Manaahi asy-Syar'iyyah (II/485-492) dan Tuhfatul Mauduud (hlm. 237-246 – dengan tahqiq saya).

<sup>317</sup> Dalam kitab Shahiih-nya (no. 2704) dari hadits Abu Bakrah 🚎 .

<sup>318</sup> Tambahan dari naskah "سَر". <sup>319</sup> Dalam kitab *al-Musnad* (IV/323 atau XXXI/207-208/18907, terbitan al-Mu-assasah) dan *Fadhaa*ilush Shahaabah (II/758/1333) serta dari jalurnya diriwayatkan oleh al-Hakim dalam al-Mustadrak (III/158) dan al-Baihaqi meriwayatkan darinya dalam as-Sunanul Kubraa (VII/64); Ibnu 'Asakir dalam Taariikh Dimasq (61/117); Abu Ya'la dalam Musnad-nya, sebagaimana di dalam al-Mathaalibul 'Aaliyah (XVI/161/3951, terbitan Daarul 'Ashimah atau IV/254/3951, terbitan Daarul Wathan) dari jalur 'Abdullah bin Ja'far.

Al-Haitsami berkata dalam Majma'uz Zawaa-id (IX/206): "Diriwayatkan oleh ath-Thabrani. Di dalamnya terdapat Ummu Bakar binti al-Miswar, perawi yang tidak dilemahkan dan tidak dikuatkan oleh siapa pun, sedangkan sisa perawi lainnya tsiqah."

Guru kami, al-Albani 📆, menyetujuinya dalam ash-Shahiihah (V/64).

Saya berkomentar: "Al-Haitsami terluput menyandarkannya kepada Imam Ahmad. Sungguh, hadits ini sesuai dengan syaratnya."

Ath-Thabrani pun mengeluarkannya dalam al-Mu'jamul Kabiir (XX/22-23/30): Musa bin Harun meriwayatkan kepada kami; Muhammad bin 'Abbad al-Makki meriwayatkan kepada kami; Abu Sa'id, maula Bani Hasyim, meriwayatkan kepada kami; 'Abdullah bin Ja'far meriwayatkan kepada kami dari Ummu Bakar binti al-Miswar, dari Ja'far bin Muhammad, dari 'Ubaidillah bin Abu Rafi' dengan matan yang sama.

Demikianlah yang tercantum pada naskah yang dicetak, yakni: "dari Ja'far." Ini merupakan kekeliruan. Sebab, Abdullah bin Ahmad mengeluarkannya dalam Zawaa-idul Musnad (IV/332 atau XXXI/258/18930, terbitan al-Mu-assasah) dan Zawaa-iid Fadhaa-ilish Shahaabah (II/765/1347): Muhammad bin 'Abbad al-Makki meriwayatkan kepada kami; Abu Sa'id maula Bani Hasyim meriwayatkan kepada kami; 'Abdullah bin Ja'far meriwayatkan kepada kami, dari Ummu Bakar dan Ja'far, dari 'Übaidillah dengan redaksi yang sama.

Dalam sanad hadits ini, Ja'far ash-Shadiq memperkuat Ummu Bakar. Hal ini berbeda dengan apa yang tertera pada sanad ath-Thabrani. Sepertinya huruf wawu terhapus dari sanad ath-Thabrani, sehingga yang benar menurut Abdullah bin Ahmad adalah: "dan dari Ja'far," karena lafazh Ja'far merupakan ma'thuf. Huruf wawu ini tidak tertulis baik oleh pencetak maupun penyalin. Wallaahu a'lam.

Akan tetapi hal itu diperkeruh oleh pencacatan al-Haitsami terhadap sanad ath-Thabrani dengan alasan tidak diketahuinya identitas Ummu Bakar. Ini adalah dalil yang menunjukkan bahwasanya (riwayat) Ja'far tidak memperkuat (riwayat) Ummu Bakar, insya Allah. Sebab jika riwayat Ummu Bakar diperkuat, tidak mungkin al-Haitsami melemahkan sanad ini karena alasan tidak diketahuinya identitas Ummu Bakar?

Bagaimana pun keadaannya, penyelesaian masalah ini membutuhkan penelitian dan pengkajian kembali atas naskah asli kitab al-Mu'jam. Semoga usaha tersebut dimudahkan (oleh-Nya).

Meskipun demikian, bagian pertama hadits di atas itu shahih—bagaimana pun keadaannya. Hal itu berdasarkan jalur periwayatan lainnya dari al-Miswar bin Makhramah, bahwasanya ia mendengar Rasulullah z berkata di atas mimbar: "Bani Hasyim bin al-Mughirah meminta izin untuk menikahkan puteri mereka kepada 'Ali bin Abi Thalib, namun aku tidak mengizinkannya, aku tidak mengizinkannya, aku tidak mengizinkannya, kecuali Ibnu Abu Thalib mau menceraikan puteriku dan menikahi puteri mereka. Sesungguhnya Fathimah adalah bagian dariku, hingga aku ikut susah dengan apa-apa yang membuatnya susah dan ikut sakit dengan apa-apa yang membuatnya sakit." Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5230) dan Muslim (93/2449) dari jalur Ibnu Abu Mulaikah, dari al-Miswar.

Disebutkan dalam riwayat al-Bukhari (no. 3729): "... Sesungguhnya Fathimah adalah bagian dariku, maka aku tidak suka jika ada sesuatu yang menyusahkannya ....'

Dalam riwayat lain (no. 3714, 3767), dinyatakan: "Sesungguhnya Fathimah adalah bagian dariku. Barang siapa yang membuatnya marah, berarti dia telah membuatku marah."

Demikian pula, bagian kedua hadits tersebut juga shahih karena adanya beberapa hadits yang menguatkannya. Ini menurut pendapat penulis (Ibnu Katsir) 報道, sebagaimana disebutkan pada hadits berikutnya.

<sup>320</sup> Tidak tercantum pada naskah ",,,".

321 Dalam kitab as-Sunanul Kubraa (VII/64).

<sup>322</sup> Pada naskah "¬" dan "۶" tertulis: "يَذْكُرُ".

323 Sava berkata: "Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam al-Mu'jamul Kabiir (XXII/337/1014), Ibnu Abi 'Ashim dalam al-Aahaad wal Matsaani (V/362/2956), Abu Bakar al-Khallal dalam as-Sunnah (II/432-433/655), dan al-Baihaqi (VII/64) dari beberapa jalur, dari 'Abdullah bin Ja'far."

<sup>324</sup> Dalam kitab *as-Sunanul Kubraa* (VII/64); Ibnus Sakan dalam *Shihah*-nya, sebagaimana dalam *at-*Talkhiishul Habiir (III/143); dan ath-Thabrani dalam al-Mu'jamul Ausaath (VI/357/6609). Adz-Dzahabi berkata dalam al-Muhadzdzah fii Ikhtishaaris Sunan al-Kabiir (V/2631): "Ibnu Waki' tidak dapat dijadikan sandaran."

Saya menambahkan: "Dikatakan dalam kitab at-Taqriib: 'Ia perawi shaduq. Akan tetapi, ia diberi cobaan dengan kebiasaan juru tulisnya yang suka memasukkan suatu tambahan ke dalam haditsnya. Ia telah menasihatinya, namun nasihatnya tidak diterima. Maka dari itu, gugurlah haditsnya."

325 Saya katakan, hadits ini memiliki beberapa jalur periwayatan dan beberapa hadits penguat lainnya yang tidak disebutkan oleh penulis aik, di antaranya:

1) Riwayat ath-Thabrani dalam al-Mu'jamul Kabiir (XI/194/11621), Abu Thahir bin al-Mukhlish dalam Sab'ah Majaalis minal Amaalii (79/155), al-Khatib al-Baghdadi dalam Taariikh-nya (X/271), al-Harawi dalam Dzammul Kalaam (IV/239-240/1066), adh-Dhiya' al-Maqdisi dalam al-Ahaadiitsul Mukhtaarah dari jalur Musa bin 'Abdul 'Aziz al-'Adani: al-Hakam bin Abban meriwayatkan kepada kami dari 'Ikrimah, dari Ibnu 'Abbas secara marfu'.

Guru kami, al-Imam al-Albani (15%), berkata dalam ash-Shahiibah (V/58/2036): "Sanad hadits ini hasan sebagai penguat. Sebab, al-Hakam bin Abban itu seorang yang shaduq, ahli ibadah, namun banyak melakukan kesalahan. Demikian pula Musa al-'Adani, ia perawi shaduq yang buruk hafalannya."

Saya katakan, Guru kami isis bersandar pada perkataan al-Hafizh dalam at-Taqriib, namun terluput dari beliau perkataan al-Hafizh sendiri di dalam at-Talkhiishul Habiir (II/7): "Ia perawi shaduq yang shalih." Hal ini dikemukakan al-Hafizh pada bagian sebelumnya. Al-Hafizh berkata: "Derajatnya dekat kepada hasan." Ibnu Hajar juga berkata dalam Ma'rifatul Khishaal al-Mukaffirah (hlm. 42-43): "Mengenai Musa bin 'Abdul 'Aziz, Yahya bin Ma'in dan an-Nasa-i berpendapat bahwa ia tidak mengapa." Namun, Ibnul Madini menilainya dha'if. Jadi, sanad hadits ini masuk ke dalam syarat-syarat hadits hasan. Ibnul Jauzi melakukan kekeliruan ketika mencantumkannya dalam al-Maudhuu'aat, seraya berkata: "Sesungguhnya Musa bin 'Abdul 'Aziz itu majhul (tidak diketahui identitas dan kepribadiannya)." Penilaian Ibnul Jauzi itu tidak benar, karena hadist tersebut telah dianggap tsiqah oleh Ibnu Ma'in dan an-Nasa-i. Alasannya: jika ada orang yang sudah dianggap tsiqah oleh Ibnu Ma'in dan an-Nasa-i, maka jika orang itu dianggap tidak diketahui identitasnya oleh orang yang terlahir setelah masa Ibnu Ma'in dan an-Nasa-i, maka tuduhan tersebut tidaklah merusak derajatnya.

Saya tegaskan, Musa itu dianggap *tsiqab* oleh Ibnu Hibban dan Ibnu Syahin, serta al-Haitsami dalam *Majma'uz Zawaa-id* (IX/76). Al-Hakim mengeluarkannya dalam *al-Mustadrak* (I/319) dari Muhammad Sahal bin 'Askar, bahwasanya ia mendengar 'Abdurrazzaq ditanya tentang Musa, lalu Abdurrazzaq memujinya.

Hadits Musa juga dianggap shahih oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, al-Hakim, dan Ibnus Sakan. Hadits ini pun dianggap hasan oleh al-Hafizh dalam *an-Nataa-ij*. Oleh sebab itu, adz-Dzahabi berkata dalam *al-Miizaan*: 'Tidak ada seorang pun yang mencantumkannya di dalam kitab *adh-Dhu'afaa'*, tetapi hal ini bukan hujjah (secara mutlak)."

Kesimpulannya, hadits Musa ini hasan selama terbukti sebaliknya. Wallaahu a'lam. Demikianlah, derajat hadits ini hasan meskipun tidak masuk dalam kaidah yang sudah ditentukan, melainkan terpulang pada pandangan dan pengalaman seorang ulama, yang berkisar antara shahih dan dha'if."

2) Diriwayatkan pula oleh ath-Thabrani dalam al-Mu'jamul Kabiir (III/45/2635) dan al-Mu'jamul Ausaath (V/376/5606) serta darinya diriwayatkan oleh Abu Nu'aim al-Ashbahani dalam Hilyatul Auliyaa' (VII/314) dan adh-Dhiya' al-Maqdisi dalam al-Ahaadiitsul Mukhtaarah (I/197-198/101, 198/102): Muhammad bin 'Abdullah al-Hadhrami mengabarkan kepada kami; al-Hasan bin Sahl al-Hannath mengabarkan kepada kami; Sufyan bin 'Uyainah mengabarkan kepada kami dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari Jabir, ia berkata: "Aku mendengar 'Umar bin al-Khaththab." Kemudian Jabir menyebutkannya secara marfu'.

Ath-Thabrani berkata: "Tidak ada yang menilai baik terhadap hadits dari Sufyan bin 'Uyainah ini, kecuali al-Hasan bin Sahl."

Saya berpendapat: "Tidak ada yang men-tsiqah-kannya selain Ibnu Hibban, bahkan riwayatnya diselisihi oleh Ibnu Abi 'Umar al-'Adani, seorang tsiqah yang termasuk perawi Muslim, yaitu ia meriwayatkannya dari Sufyan bin 'Uyainah tanpa menyebutkan Jabir. Hadits yang tidak menyebutkan Jabir ini diriwayatkan oleh Ibnu Abu 'Umar di dalam Musnad-nya, sebagaimana di dalam al-Mathaalibul 'Aaliyah (XVII/202/4211, terbitan Daarul 'Ashimah atau IV/360-361/4207, terbitan Daarul Wathan) dan It-haaful Khiyarah al-Maharah (VII/8/6312, terbitan Daarul Wathan)."

Ibnu Abi 'Umar al-'Adani telah diikuti dalam riwayat ini, yakni oleh al-Imam al-Jabal Ishaq bin Rahawaih yang mengeluarkan hadits itu dalam *Musnad*-nya, sebagaimana di dalam *al-Mathaalibul 'Aaliyah* (IV/268/3989, terbitan Daarul Wathan): Sufyan mengabarkan kepada kami.

Al-Hafizh adh-Dhiya' al-Maqdisi mengisyaratkan perselisihan ini dalam al-Mukhtaarah (I/199). Sufyan bin 'Uyainah telah diikuti dalam meriwayatkannya oleh ad-Darawardi, Anas bin 'Iyadh, dan Wuhaib bin Khalid dari Ja'far secara mursal. Hadits itu diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur dalam Sunan-nya (III/1/172-173/520) dan Ibnu Sa'ad dalam ath-Thabaqaatul Kubraa (VIII/463), dan dari jalurnya diriwayatkan oleh Ibnu 'Asakir dalam Taariikh-nya (J6/Q331/B) dan al-Baihaqi dalam Manaaqibusy Syafi'i (I/64).

Berdasarkan hal itu, jalur yang benar adalah yang diriwayatkan oleh mayoritas ulama dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari 'Umar (tidak ada penyebutan dari Jabir).

Saya menilai: "Sanad hadits ini dha'if karena munqathi'. Pasalnya, Muhammad bin 'Ali bin al-Hasan tidak pernah bertemu dengan 'Umar. Al-Hafizh berkata: 'Hadits ini munqathi'.' Al-Bushiri berkata dalam It-haaful Khiyarah al-Maharah (VII/254): 'Diriwayatkan oleh Ishaq bin Rahawaih dengan sanad munqathi'.' Inilah perselisihan yang terluput dari guru kami, al-Albani 💥."

3) Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam al-Mu'jamul Kabiir (III/44-45/2633) dan darinya diriwayatkan oleh Abu Nu'aim al-Ashbahani dalam Hilyatul Auliyaa' (II/34): Ja'far bin Sulaiman an-Naufali meriwayatkan kepada kami dari Ibrahim bin Hamzah az-Zubairi, dari ad-Darawurdi, dari Zaid bin Aslam, dari ayahnya, dari 'Ali bin Abi Thalib, dari 'Umar dengan redaksi yang sama.

Saya berkata: "Saya tidak mengetahui celaan maupun rekomendasi terhadap Ja'far ini. Sementara itu, para perawi selainnya *tsiqah*, sebagaimana tercantum dalam kitab *at-Taqriib.*"

Guru kami, al-Imam al-Albani (156), berkata (V/62): "Para perawi dalam sanad hadits ini tsiqah, termasuk perawi kitab ash-Shahiih selain an-Naufali, guru ath-Thabrani, sebab aku tidak menemukan biografinya." Ia telah diikuti dalam hadits ini, yakni yang diriwayatkan oleh al-Bazzar dalam al-Bahruz Zakhkhaar (I/397/274) dan Ibnu Syahin dalam al-Afraad (II/1) dari Salamah bin Syabib: al-Hasan bin Muhammad bin A'yan mengabarkan kepada kami; 'Abdullah bin Zaid bin Aslam mengabarkan kepada kami dari ayahnya, dari kakeknya, dari 'Umar dengan redaksi yang sama.

Saya berkomentar: "Sanad hadits ini hasan. 'Abdullah bin Zaid shaduq meskipun memiliki kelemahan, sebagaimana dijelaskan di dalam at-Taqriib. Adapun perawi lainnya tsiqah dan termasuk perawi kitab ash-Shahiih. Nama al-Hasan bin Muhammad bin A'yan dituliskan secara salah di dalam ash-Shahiihah menjadi al-Husain, namun guru kami tidak menyadarinya. Adapun yang benar adalah yang kami sebutkan, bahkan ia adalah perawi al-Bukhari dan Muslim. Akan tetapi, al-Bazzar mengisyaratkan akan kelemahannya. Al-Bazzar berkata setelah menyebutkan hadits ini: 'Hadits ini telah diriwayatkan oleh lebih dari satu orang dari Zaid bin Aslam, dari 'Umar secara mursal, kami tidak mengetahui ada yang berkata: 'Dari Zaid dari ayahnya,' kecuali 'Abdullah bin Zaid sendiri.'"

4) Diriwayatkan oleh al-Haitsam bin Kulaib dalam Musnad-nya, sebagaimana di dalam Musnadul Faaruuq karya penulis (I/390), dan dari jalurnya diriwayatkan oleh adh-Dhiya' al-Maqdisi dalam al-Ahaadiitsul Mukhtaarah (I/398/281); ath-Thabrani dalam al-Mu'jamul Kabiir (III/44/2631 – secara ringkas); al-Qathi'i dalam Zawaa-iid Fadhaa-ilish Shahaabah (II/626/1070) dan darinya diriwayatkan oleh Abu Nu'aim al-Ashbahani dalam Ma'rifatush Shahaabah (I/56/215); al-Hafizh Abu Shalih al-Muadzin dalam al-Arba'iin, sebagaimana di dalam al-Ajwibah al-Mardhiyyah (I/342-343) dan Istijlaab Irtiqaa'il Ghuraf (II/494) dari jalur Syarik al-Qadhi, dari Syabib bin Gharqadah, dari al-Mustazhil bin Hushain, dari 'Umar dengan redaksi yang sama.

Penulis the berkata dalam Musnadul Faaruuq (I/390): "Sanadnya hasan, dan pendapat inilah yang dipilih oleh adh-Dhiya'."

As-Sakhawi berkata: "Para perawinya tsiqah. Syarik adalah Ibnu 'Abdillah al-Qadhi. Al-Bukhari menjadikan (riwayat dari)nya sebagai syahid (penguat) dalam Shahiih-nya, sedangkan Muslim menjadikan riwayat darinya sebagai mutaba'ah (pendukung)."

Saya menambahkan: "Disebutkan dalam kitab *at-Taqriib*: '(Dia adalah sosok) yang *shaduq* namun banyak melakukan kesalahan. Ingatannya berubah sejak ia menjabat sebagai hakim di Kufah. Namun, hadits ini hasan sebagai pendukung dan penguat."

Akan tetapi, guru kami ﷺ berkomentar (V/64): "Hafalan Syarik buruk, tetapi ia perawi shaduq dan dipakai sebagai penguat."

5) Diriwayatkan oleh 'Abdullah bin Ahmad dalam Zawaa-idul Musnad, sebagaimana di dalam al-Muhadzdzah fii Ikhtishaaris Sunanil Kabiir karya adz-Dzahabi (V/2632/10719), at-Talkhiishul Habiir (III/143), dan darinya diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam al-Mu'jamul Kabiir (III/45/2634); Abu Nu'aim al-Ashbahani dalam Akhbaar Ashbahaan (I/199-200); Abu 'Ali ash-Shawwaf dalam al-Fawaa-id (III/165/2); adz-Dzahabi dalam Tadzkiratul Huffaazh (III/910-911) dari jalur Yunus bin Abu Ya'fur, dari ayahnya: aku mendengar 'Abdullah bin 'Umar berkata: aku mendengar 'Umar bin al-Khaththab berkata: "...." Kemudian ia menyebutkannya secara marfu'.

Guru kami, al-Imam al-Albani केंद्र, berkata (V/61): "Sanad hadits ini hasan sebagai penguat. Yunus

adalah perawi Muslim, tetapi ia didha'ifkan oleh mayoritas imam (ahli hadits). Al-Hafizh berkata dalam at-Tagriib: 'Shaduq, namun sering melakukan kesalahan.'"

Saya menegaskan: "Apa yang beliau katakan itu benar. Adz-Dzahabi berkata dalam al-Muhadzdzah

fii Ikhtishaaris Sunanil Kabiir: 'Sanadnya shalih.'"

Diriwayatkan oleh Ibnu 'Adi dalam al-Kaamil (I/272); al-Khatib al-Baghdadi dalam Taariikh-nya (VI/182); Abu Bakar asy-Syafi'i dalam al-Fawaa-id (73/257/1), sebagaimana di dalam ash-Shahiihah (V/59) dari jalur Ibrahim bin Mahran bin Rustum al-Marwazi: al-Laits bin Sa'ad meriwayatkan kepada kami dari Musa bin 'Ulayya bin Rabbah al-Lakhmi, dari ayahnya, dari 'Uqbah bin 'Amir al-Juhani, dari 'Umar secara marfu'.

Saya berpendapat: "Sanad hadits ini hasan sebagai penguat dan pendukung. Mengenai Ibnu Rustum, Ibnu 'Adi berkata tentangnya: 'Bukan orang yang terkenal meriwayatkan hadits munkar dari perawi tsiqah.' Abu Hatim ar-Razi berkata: 'Ia tidak tsiqah, namun shaduq.' Ia dinyatakan tsiqah oleh Ibnu Ma'in dan Ibnu Hibban dengan tambahan: 'Ia pernah melakukan kesalahan.' Al-'Uqaili berkata: 'Banyak melakukan kekeliruan.'

Hadits ini memiliki beberapa jalur periwayatan dan beberapa hadits penguat lainnya seperti yang disebutkan guru kami, al-Albani assa, dalam ash-Shahiihah (V/63-64). Maka, silakan merujuk kitab tersebut. Silakan lihat juga kitab Kasyful Astaar (III/152/2455) dan al-Mushannaf karya 'Abdurrazzaq (VI/163/10354). Kesimpulannya, derajat hadits ini shahih, tanpa diragukan lagi, berdasarkan keseluruhan jalur-jalur dan penguat-penguatnya."

Al-Khallal meriwayatkan dalam as-Sunnah (II/432/654): al-Maimuni mengabarkan kepadaku, ia berkata: aku bertanya kepada Ahmad bin Hanbal: "Bukankah Nabi 幾 pernah bersabda: 'Seluruh kekerabatan karena perkawinan dan kekerabatan karena nasab itu terputus kecuali kekerabatan karena perkawinan dan nasab denganku?' Imam Ahmad menjawab: "Benar." Aku bertanya lagi: "Apakah ini untuk Mu'awiyah?" Ia menjawab: "Benar, ia memiliki shahr dan nasab." Al-Maimuni mengatakan bahwa ia mendengar Ibnu Hanbal berkata: "Apa urusan mereka dengan Mu'awiyah? Kita memohon ampunan kepada Allah." Sanad hadits ini shahih.

326 Tambahan dari naskah "ɛ". Pada naskah "ɛ" tertulis: "Segala puji bagi Allah di awal dan di akhir. Shalawat dan salam kepada sayyidina (penghulu kita) Muhammad, juga kepada keluarga dan para Sahabat beliau. Telah selesai naskah yang diberkati ini pada hari Rabu, bulan Jumadil Akhirah, tahun 1101 H, melalui tangan hamba yang paling lemah dan paling butuh, Hasan bin al-Hajj Ramadhan al-Khaththy al-Ayyubi." Semoga Allah mengampuninya dan kedua orang tuanya, serta memperbaiki kehidupan mereka. Pada naskah "7" tertulis: "Telah selesai kitab as-Siirah yang mulia, yang diberkati dengan kelembutan Allah 📾 dan keutamaan dari-Nya, dan segala puji bagi-Nya, yakni pada waktu shubuh, hari Rabu, tanggal 13 Rabi'ul Awwal, tahun 813 H. Semoga Allah memberikan balasan yang terbaik, sesuai dengan karunia dan kelembutan-Nya, dan mengampuni penyusun, pemilik, penulis, dan peneliti kitab ini. Semoga Allah pun melindungi kaum Muslimin. Amin."

Saya berkomentar: "Tulisan pada halaman selanjutnya tidak terdapat dalam semua naskah yang

ada. Inilah keistimewaan naskah 'س'."

Al-Istii'aab (III/71) tanpa menyebutkan sanad dan orang yang men-takhrij-nya. Saya tidak pernah menemukan hadits dengan redaksi tersebut. Akan tetapi, ath-Thabrani meriwayatkannya dalam al-Mu'jamul Ausaath (VI/50/5762); Ibnul A'rabi dalam al-Mu'jam (II/431-432/842, terbitan Ibnul Jauzi) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh Ibnu 'Asakir dalam Taariikh Dimasq (71/15); al-Hakim (III/137) dari jalur Qubaishah bin 'Uqbah, dari 'Ammar bin Saif, dari Isma'il bin Abu Khalid, dari Ibnu Abu Aufa, ia mengatakan bahwa Rasulullah 🗯 bersabda:

"Aku meminta kepada Rabbku agar aku tidak menikahkan (keturunanku) pada seseorang dari ummatku, dan tidak seorang pun menikah denganku, melainkan ia pasti akan bersamaku di Surga. Allah pun mengabulkan do'aku."

Al-Hakim berkata: "Sanad hadits ini shahih, hanya saja tidak dikeluarkan oleh al-Bukhari dan

Muslim." Penilaiannya telah disepakati oleh adz-Dzahabi.

Namun, guru kami, al-Imam al-Albani 織區, membantahnya dalam adh-Dha'iifah (VII/40): "Pendapat ini perlu ditinjau ulang. Mengenai 'Ammar ini, al-Hafizh berkata: 'Haditsnya dha'if. Ia adalah seorang ahli ibadah.' Adz-Dzahabi meriwayatkannya dalam al-Miizaan dan menyebutkan perselisihan antara yang menguatkan dan yang melemahkannya, lalu beliau mengedepankan celaan daripada rekomendasi dengan beberapa argumen. Abu Dawud berkata: 'Ia orang yang lalai.' Adz-Dzahabi berkata: 'Aku menegaskan bahwa ia memiliki hadits yang sangat munkar. Kemudian, ia membawakan hadits lain dan berkata dalam al-Mughni: 'Didha'ifkan oleh Abu Hatim dan selainnya.' Al-Haitsami berkata dalam Majma'uz Zawaa-id (X/17): 'Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam al-Mu'jamul Ausaath. Di dalamnya terdapat 'Ammar bin Saif, seorang yang telah dinyatakan dha'if oleh mayoritas ulama meskipun ia di-tsiqab-kan oleh Ibnu Ma'in. Adapun sisa perawi lainnya tsiqab.'"

Saya menambahkan: "Terluput dari guru kami 故途 perkataan Ibnu Hibban dalam *al-Majruuhiin* (II/189, terbitan ash-Shumaiʻi): 'Dari jalur Isma'il bin Abu Khalid, dari Ibnu Abu Aufa, dari Nabi 幾 diriwayatkan hadits-hadits bathil yang tidak ada asalnya. Pembahasannya akan terlalu panjang jika dijelaskan dalam kitab ini.' Demikian pula dengan hadits di sini, yang juga bersumber dari

Ísmaʻil. Sadarilah hal itu."

Telah diriwayatkan pula dari Isma'il dengan sanad yang lain. Ath-Thabrani berkata dalam al-Mu'jamul Ausath (IV/150-151/3844): 'Ali bin Sa'id ar-Razi meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Abun Nu'man al-Kufi mengabarkan kepada kami, ia berkata: Yazid bin al-Kimyat mengabarkan kepada kami, ia berkata: 'Ammar bin Saif mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin 'Urwah, dari ayahnya, dari 'Abdullah bin 'Amr secara marfu'.

Ath-Thabrani berkata: "Hadits ini diriwayatkan dari Hisyam bin 'Urwah hanya oleh 'Ammar bin Saif, dan tidak ada yang meriwayatkan dari 'Ammar kecuali hanya Yazid bin al-Kimyat.

Muhammad bin Abu Nu'aim hanya sendiri dalam periwayatan hadits ini."

Guru kami al-Albani the berkata: "Aku tidak menemukan biografi Ammar bin Yusuf, sedangkan Ibnul Kimyat (Yazid) itu dha'if sekali. "Ad-Daraquthni berkata dalam Su-aalaatul Barqaani (72/553): "(Yazid bin al-Kimyat) itu Matruk." Karena keberadaannyalah al-Haitsami mendha'ifkan hadits ini dalam Majma'uz Zawaa-id (X/17). Al-Haitsami berkata: "Ath-Thabrani meriwayatkannya dalam al-Ausath, di dalamnya terdapat Yazid bin al-Kimyat, perawi yang dha'if." Guru kami al-Albani the membantah pendapatnya: "Bahkan ia (Yazid) dha'if sekali, berdasarkan pernyataan ad-Daraquthni tentangnya: 'Matruk.' Maka riwayat ini tidak bisa dijadikan sebagai penguat." Saya berpendapat: "Benar yang dikatakan al-Albani. 'Ammar bin Saif itu dha'if, sebagaimana yang telah dijelaskan. Adapun guru ath-Thabrani, dia telah didha'ifkan oleh ad-Daraquthni dan yang lainnya. Oleh sebab itu, al-Hafizh berkata dalam Fat-hul Baari (VII/85): '... Riwayat ath-Thabrani dalam al-Mu'jamul Ausath bersanad dha'if sekali."

Ibnul Kimyat telah diikuti, yakni oleh Ishaq bin Bisyr al-Kahili: 'Ammar meriwayatkan kepada kami. Hadits ini diriwayatkan oleh al-Harits bin Abu Usamah dalam *Musnad*-nya, sebagaimana di dalam *Bughyatul Baahits* (II/919/1008) dan *al-Mathaalibul 'Aaliyah* (XVI/248/3987, terbitan Daarul 'Ashimah atau IV/267/3987, terbitan Daarul Wathan).

Guru kami, al-Albani, berkata: "Ishaq ini seorang pendusta."

Saya berpendapat: "Yang beliau katakan benar. Hal ini terluput dari peneliti kitab *al-Mathaalibul 'Aaliyah*, terbitan Daarul 'Aashimah."

Ia (Ibnul Kimyat) juga telah diikuti oleh Muhammad bin Ibrahim bin al-'Alaa' asy-Syami: 'Ammar meriwayatkan kepada kami. Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Sam'un al-Wa'izh dalam *al-Amaalii* (114-115/51, terbitan al-Basya'ir) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh Ibnu 'Asakir dalam *Taariikh Dimasq* (71/15).

Saya menegaskan: "Mengenai Muhammad ini, ad-Daraquthni berkata tentangnya dalam Su-aalaatul Barqaani (58/423): 'Pendusta.'"

Ibnu Hibban berkata dalam al-Majruuhiin (II/318): "Ia memalsukan hadits dari penduduk Syam sehingga tidak boleh meriwayatkan darinya, kecuali untuk i'tibar (pelajaran) saja."

Dalam pada itu, status perawi ini diterangkan dalam kitab at-Taqriib: "Munkarul hadiits."

Atas dasar inilah, guru kami 🎎 mencantumkan hadits ini dalam adh-Dhaʻiifah. Hanya saja, terdapat kesalahan tulis dalam riwayatnya, yakni Ibrahim asy-Syami, sedangkan yang benar adalah Muhammad bin Ibrahim, maka hendaklah hal itu diperbaiki.

Hadits ini memiliki penguat dari hadits Hindun bin Abu Halah secara marfu': "Sesungguhnya Allah menghendaki aku menikahi atau dinikahkan kecuali dengan penduduk Surga."

Penguat pertama itu diriwayatkan oleh Ibnu 'Asakir dalam *Taariikh*-nya (19/415 - manuskrip atau 73/110 - tercetak) dari jalur Abu Bakar bin Abu Khaitsamah: 'Utsman bin Zufar mengabarkan kepada kami; Saif bin 'Umar mengabarkan kepada kami dari 'Abdullah bin Muharraz, dari Hindun

bin Hindun bin Abu Halah, dari ayahnya dengan redaksi yang sama.

Saya menilai: "Sanad hadits ini dha'if sekali. Tentang Saif bin 'Umar, ad-Daraquthni berkata dalam Su-aalaatul Barqaani (34/200): 'Matruk.' Abu Hatim ar-Razi berkata, sebagaimana di dalam al-Jahr wat Ta'diil karya anaknya: (IV/278): 'Matrukul hadiits. Hadits darinya disamakan dengan hadits al-Waqidi.' Al-Imam adz-Dzahabi berkata dalam al-Mughni (I/292): 'Matruk, berdasarkan kesepakatan para ulama.' Adapun 'Abdullah bin Muharraz, saya belum menemukan biografinya meskipun telah lama mencarinya. Menurut saya, 'Abdullah bin Muharraz ini majhul, seperti halnya yang dikatakan adz-Dzahabi dalam al-Miizaan. Yang saya khawatirkan ialah bahwasanya ia adalah Ibnu Muharrar, yakni seorang perawi yang matruk, bahkan dituduh telah memalsukan hadits." Penguat yang lain berasal dari hadits Mu'adz bin Jabal, secara marfu': "Salah satu syarat dari syaratsyarat Rabbku adalah: aku tidak boleh berkeluarga dengan seorang, dan seseorang tidak boleh dijadikan keluarga (istriku) kecuali ia akan menjadi pendampingku di Surga ...."

Penguat kedua ini diriwayatkan oleh Ibnu 'Iraq dalam Tanziihusy Syarii'ah (II/27), dia berkata: "Ibnu 'Asakir mengeluarkan hadits Mu'adz bin Jabal. Di dalamnya terdapat Muhammad bin

Ibrahim bin al-'Alaa' ad-Dimasqi dan Ghulam Khalil yang meriwayatkan darinya."

Saya berkomentar: "Kedua orang itu pendusta sehingga hadits mereka tidak dapat dijadikan penguat dan tidak ada apa-apanya."

Penguat yang ketiga diambil dari hadits 'Ali bin Abi Thalib secara marfu': "Tidak akan masuk

Neraka orang yang menikah atau dinikahkan kepada keluargaku."

Hadits tersebut diriwayatkan oleh Ibnu 'Asakir dalam *Taariikh Dimasq* (25/314) dan Abul Yaman bin 'Asakir dalam *al-Arba'iin fii Manaaqib Ummahaatil Mu'miniin* (106-107/37) dari jalur Ishaq bin Ibrahim al-Khatali: Nashr bin Harisy mengabarkan kepada kami; Abu Sahl Muslim al-Khurasani mengabarkan kepada kami dari Yunus bin Abu Ishaq, dari ayahnya, dari al-Harits al-A'war, dari 'Ali dengan redaksi yang sama.

Diriwayatkan pula oleh ad-Dailami dalam Musnad al-Firdaus (J4/Q90/B) dari jalur Ishaq bin Sinin,

dari Nashr.

Saya berpendapat: "Hadits ini maudhu', di samping memiliki kelemahan berikut ini. Pertama, al-Harits al-A'war adalah perawi matruk, bahkan dituduh pendusta. Kedua, Abu Ishaq as-Sabi'i adalah seorang mudallis dan rusak hafalannya, serta telah meriwayatkan dengan 'an'anah; sedangkan riwayat Yunus darinya diriwayatkan setelah hafalannya rusak. Ketiga dan keempat, Nashr bin Harisy dan Muslim al-Khurasan, dua orang perawi ini dha'if, sebagaimana yang dikatakan ad-Daraquthni dan seperti yang dinukil oleh al-Khatib al-Baghdadi darinya dalam Taariikh-nya (XIII/286). Berdasarkan hal ini, penilaian hasan yang dinyatakan Abul Yaman bin 'Asakir tidak benar." Penguat yang keempat diriwayatkan oleh al-Harits bin Abu Usamah dalam Musnad-nya, sebagaimana di dalam Bughyatul Baahits (II/920/1009) dan al-Mathaalibul 'Aaliyah (XVI/250/3988, terbitan Daarul 'Ashimah atau IV/267-268/3988, terbitan Daarul Wathan) dengan sanad jayyid dari Qasim bin Yazid, dari Abu 'Abdullah bin Marzuq atau Ibnu Marzuq secara marfu'.

Guru kami, al-Imam al-Albani (1964), berkata: "Al-Qasim bin Yazid, statusnya yang jelas adalah seperti yang diterangkan dalam at-Taqriib: 'Guru Ibnu Juraij majhul, berasal dari tingkatan keenam.'

Aku tidak menemukan biografi Abu 'Abdullah ini."

Saya menegaskan: "Yang beliau katakan benar. Maka status hadits ini antara mursal atau mu'dhal. Ini adalah cacatnya yang ketiga."

Secara keseluruhan, hadits ini *munkar* sehingga tidak shahih. Penguat-penguatnya tidak dapat mendukungnya karena semuanya sangat dha'if. *Wallaahu a'lam*.

328 (Maksudnya adalah menantu, mertua, dan saudara ipar) pen

329 Telah disebutkan takhrij-nya.

330 Telah disebutkan takhrij-nya.

Jiriwayatkan oleh Ibnu Adi dalam al-Kaamil (IV/1534) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam Dalaa-ilun Nubuwwah (VI/74-75); Ibnul Jauzi dalam al-Ilalul Mutanaahiyah (I/173-174/266); al-Khathib dalam Taariikh Baghdad (IV/271-272); Tammam dalam al-Fawaa-id (IV/238/1430, dengan urutannya); Makki al-Muadzin dalam Hadiits-nya (I/236); adh-Dhiyaa'

al-Maqdisi dalam *al-Muntaqaa' min hadiits Abi 'Ali al-Auqa* (2/I), sebagaimana disebutkan dalam *adh-Dha'iifah* (no. 341), dari jalur Zuhair bin Abbad. Al-Khathib dan Tammam menambahkan al-Mu'alla bin Hilal di antara Zuhair dan 'Abdullah bin Muhammad bin al-Mughirah.

Saya berkomentar: "Sanad hadits ini *maudhu*'. Di dalamnya terdapat dua kelemahan. Pertama, al-Mu'alla bin Hilal; para pengkritik hadits sepakat bahwa ia termasuk perawi pendusta. Kedua, 'Abdullah bin Muhammad; al-'Uqaili berkata tentangnya: 'Dia suka meriwayatkan hadits yang tidak ada asalnya.'" Ibnu Yunus berkata: "*Munkarul hadits*."

Adz-Dzahabi meriwayatkan hadits-hadits darinya. Hadits ini adalah salah satu di antaraya. Kemudian, ia berkata: "Riwayat-riwayat ini maudhu' (palsu)."

Ibnul Jauzi berkata: "Hadits ini tidak shahih. Al-'Uqaili berkata bahwa 'Abdullah bin Muhammad al-Mughirah meriwayatkan hadits yang tidak ada asalnya. 'Abbas bin al-Walid pun dikomentari oleh Ibnul Madini."

Saya menegaskan: "Komentar beliau tentang 'Abdullah benar. Dengan demikian, pencacatan hadits ini dengan 'Abbas merupakan kekeliruan. Sebab, dia telah dinyatakan *tsiqah* oleh sebagian ulama. Ia adalah perawi *shaduq.*"

Adz-Dzaĥabi berkata dalam *Talkhiishul 'Ilal* (hlm. 58): "Di dalamnya terdapat 'Abdullah bin Muhammad bin al-Mughirah -yang dituduh sebagai pendusta- (yang meriwayatkan) dari Hisyam ...." Riwayat itu didha'ifkan juga oleh Ibnu Dihyah dalam *al-Aayaatul Bayyinaat*, sebagaimana disebutkan dalam kitab *Faidhul Qadiir* (V/215).

Guru kami, Syaikh al-Imam al-Albani, berkata dalam adh-Dha iifah (no. 341): "Maudhu'."

332 Pada naskah "س" tertulis "أَسْلَمُ". Koreksi ini diambil dari referensi-referensi *takhrij* dan kitab-kitab biografi para perawi.

333 Dalam kitab ad-Dalaa-il (VI/75). Disebutkan di dalamnya: "Hadits ini diriwayatkan dari jalur lain, namun jalurnya tidak kuat."

Syaikh al-Albani berkata dalam *adh-Dha'iifah* (no. 341): "Sanad hadits ini gelap (tidak diketahui). Aku belum menemukan biografi perawi yang berada di bawah (yang meriwayatkan dari) al-Mughirah."

334 Tujuh bintang yang biasa terlihat di Kutub Utara, yang bentuknya menyerupai tandu.

Dikeluarkan oleh 'Abdullah bin Ahmad dalam al-Ilal wa Ma'rifatur Rijaal (I/559/1333); al-Khallal meriwayatkan darinya dalam al-Ilal (211-123/123 – al-Muntakhab); Abu Ya'la dalam Musnad-nya (12/109/6741) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh ad-Dailami dalam Musnad-nya, sebagaimana tercantum dalam kitab al-Ajwibah al-Mardhiyyah (I/344), Istijlaab Irtiqaa-il Ghuraf (II/502), dan al-Maqaashidul Hasanah (hlm. 514); serta ath-Thabrani dalam al-Mu'jamul Kabiir (III/44/2632, XXII/352/1042) dari 'Utsman bin Abi Syaibah.

Dikeluarkan pula oleh al-Khathib al-Baghdadi dalam Taariikh-nya (XI/285) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh Ibnul Jauzi dalam al-Ilalul Mutanaahiyah (I/260/418); al-'Uqaili dalam adh-Dhu'afaa-ul Kabiir (III/951-952, 952, terbitan ash-Shumai'i); al-Khathib (XI/285) dari jalur Husain al-Asyqar dan Ahmad bin Yazid bin Dinar (Abul Awam), keduanya dari Jarir bin 'Abdul Hamid. Saya berkomentar: "Mengenai jalur 'Utsman bin Abi Syaibah, akan disebutkan komentar Imam Ahmad tentangnya. Adapun Husain al-Asyqar, dia penganut paham Syi'ah radikal dan termasuk orang yang suka mencaci para Sahabat, sebagaimana yang dikatakan al-Juzajani. Al-Bukhari berkata: 'Mengenai dirinya ada hal-hal yang masih perlu diteliti.' Namun, di tempat lain beliau berkata: 'Ia memiliki hadits munkar.' Abu Zur'ah berkata: 'Munkarul hadiits.' Ad-Daraquthni, an-Nasa-i, dan Abu Hatim ar-Razi mengatakan bahwa ia tidak kuat. Dalam kitab at-Taqriib dikatakan: 'Shaduq, tetapi banyak melakukan kesalahan. Ia juga ghuluw (berlebih-lebihan) dalam menganut paham Syi'ah.' Sesungguhnya hadits ini menguatkan bid'ah mereka, maka hendaklah diperhatikan.

Terkait dengan Abul Awam, yakni Ahmad bin Yazid bin Dinar, bahwasanya ia perawi majhul, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab al-Lisaan. Ibnul Jauzi berkata: 'Hadits ini tidak shahih dari Rasulullah.' Ibnu Hibban berkata: 'Tidak boleh berhujjah dengan Syaibah bin Nu'amah.' Al-Haitsami berkata dalam Majma'uz Zawaa-id (IX/173): 'Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dan Abu Ya'la. Di dalamnya terdapat Syaibah bin Nu'amah. Siapa pun tidak boleh berhujjah dengannya.' Ia (al-Haitsami) pun berkata (IV/224): 'Diriwayatkan oleh ath-Thabrani, di dalamnya terdapat Syaibah bin Nu'amah, ia adalah perawi dha'if.' As-Sakhawi berkata dalam Istijlaabu Irtiqaa-il Ghuraf (II/502-503) dan al-Maqaashidul Hasanah (hlm. 514): 'Syaibah lemah, sedangkan riwayat

Fathimah dari neneknya mursal.' Al-Munawi berkata dalam Faidhul Qadiir (V/17): 'Diriwayatkan oleh Ibnul Jauzi dalam al-Ahaadiitsul Waahiyah dan ia berkata: 'Tidak shahih.' Perkataan penulis, yaitu as-Suyuthi, bahwasanya derajat hadits ini hasan, tidak benar.' Syaikh al-Albani mencacatkan hadits ini dengan dasar Syaibah saja dalam kitab adh-Dha'iifah (II/213)."

Hadits ini memiliki penguat dari hadits Jabir bin 'Abdullah se secara marfu' yang diriwayatkan oleh al-Hakim (III/164) dari jalur al-Qasim bin Abi Syaibah: Yahya bin al-Ala' ar-Razi meriwayatkan

kepada kami dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari Jabir.

Al-Hakim berkata: "Sanad hadits ini shahih, namun tidak dikeluarkan oleh al-Bukhari dan Muslim." Adz-Dzahabi membantah atas pendapat al-Hakim itu: "Tidak shahih. Di dalamnya terdapat Yahya bin al-Ala'. Imam Ahmad berkata tentangnya: 'Ia suka memalsukan hadits.' Di samping itu, al-Qasim bin Abi Syaibah adalah perawi *matruk*."

Penguat yang lain dari hadits 'Umar bin al-Khaththab yang diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam al-Mu'jamul Kabiir (III/44/2631): Muhammad bin Zakariya al-Ghilabi meriwayatkan kepada kami; Bisyr bin Mahran meriwayatkan kepada kami; Syarik bin 'Abdullah al-Qadhi meriwayatkan kepada kami dari Syabib bin Gharqadah, dari al-Mustazhil bin Hushain, dari 'Umar dengan redaksi hadits yang sama. Guru kami, Syaikh al-Albani berkata dalam adh-Dha'iifah (II/213): "Hadits ini sangat dha'if. Syarik atau al-Qadhi adalah perawi lemah. Adapun Bisyr bin Mahran, Ibnu Abi Hatim berkata tentangnya: 'Ayahku meninggalkan haditsnya.' Oleh karena itulah, al-Munawi melemahkannya dalam kitab Faidhul Qadiir (V/17), mengikuti al-Haitsami dalam kitab Majma'uz Zawaa-id (IV/224). Tersamar atas keduanya bahwa hadits itu dikenal dari riwayat Muhammad bin Zakariya al-Ghilabi, seorang pendusta." Saya menegaskan: "Benar yang beliau katakan. Al-Ghilabi memang telah diikuti riwayatnya, yaitu oleh Muhammad bin Yunus al-Kadimi, seorang pendusta juga: Bisyr bin Mahran meriwayatkan kepada kami. Hadits tersebut diriwayatkan oleh al-Qathi'i dalam Zawaa-id Fadhaa-ilish Shahaabah (II/626/1070) dan Abu Nu'aim al-Asbahani meriwayatkan darinya dalam Ma'rifatus Shahaabah (I/56/215). Secara keseluruhan, derajat hadits ini munkar, tidak shahih."

<sup>336</sup> Dalam kitab al-'Ilal wa Ma'rifatur Rijaal (I/559)-al-Khallal meriwayatkan darinya dalam al-'Ilal (211-212/123 -al-Muntakhab); al-'Uqaili dalam adh-Dhu'afaa-ul Kabiir (III/952 - terbitan ash-Shumai'i); al-Khathib dalam Taarikh-nya (XI/284-285); dan as-Sakhawi dalam al-Ajwibah al-Mardhiyyah

(I/344)-dan Nash-nya adalah:

'Abdullah bin Ahmad berkata: "Aku menunjukkan kepada ayahku beberapa hadits yang telah diriwayatkan kepada kami oleh 'Utsman bin Abi Syaibah--Abdullah bin Ahmad kemudian menyebutkan di atas bersama beberapa hadits lainnya. Ayahku sangat mengingkari hadits-hadits tersebut dan sejumlah hadits lain yang semakna dengannya, seraya berkata: 'Hadits-hadits ini maudhu' atau kelihatannya seperti hadits maudhu'.' Ayahku mengatakan bahwa saudaranya, |yakni Abu Bakar bin Abi Syaibah, tidak menjadi tertuduh (pemalsu hadits) karena meriwayatkan hadits seperti ini. Kemudian, ayahku berdo'a: 'Kita memohon keselamatan dalam urusan agama dan dunia.' Selanjutnya, ayahku berkata: 'Kami menilai ia (Abu Bakar bin Abi Syaibah) telah keliru dalam meriwayatkan hadits-hadits ini. Kita memohon keselamatan kepada Allah. Ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah."

<sup>337</sup> Pada naskah "س" terdapat kesalahan tulis, yaitu: "وَ يُخْلِفُهُمْ".

338 Telah disebutkan takhrij-nya.

339 Penulis (Ibnu Katsir) juga menisbatkan hadits tersebut kepada Ibnu Abid Dunya di dalam kitab al-Bidaayah wan Nihaayah (XX/189-190), padahal hadits tersebut tidak tercantum dalam naskah kitab al-Ahwaal dengan dua versi cetakannya. Namun kesalahan tersebut telah dikoreksi oleh muhaqiq kitab al-Ahwaal cetakan Salafiyah, Bombay (hlm. 314-315), yakni pada akhir kitab tersebut, dalam satu bahasan khusus.

Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Ibnu Abid Dun-ya dalam Husnuzh Zhann billah Azza wa Jalla (70/61) dengan sanad yang sama. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Khuzaimah dalam at-Tauhiid (II/598-599/350); Abul Fadhl az-Zuhri dalam Hadiits-nya (I/168-169/121 – riwayat al-Hasan bin 'Ali al-Jauhari); ath-Thabrani dalam al-Mu'jamul Kabiir (X/317/10771) dan al-Mu'jamul Ausath (III/208/2937); al-Hakim (I/65-66); serta adz-Dzahabi dalam Siyar A'laamin Nubalaa' (XIII/82-83) dari jalur Sa'id bin Muhammad.

Ath-Thabrani berkata: "Tidak ada yang meriwayatkan dari Muhammad bin Tsabit, kecuali Abu

'Ubaidah."

Saya menanggapi: "Nama lengkapnya adalah 'Abdul Wahid bin Washil. Ia perawi tsiqah dan termasuk perawi yang dipakai al-Bukhari. Akan tetapi, sebenarnya cacat hadits ini terletak pada gurunya yang bernama Muhammad. Ia perawi dha'if, sebagaimana disebutkan dalam at-Tagriib."

Adz-Dzahabi berkata: "Hadits ini gharib munkar. Muhammad bin Tsabit seorang perawi dha'if. Ia sendirian dalam meriwayatkannya. Al-Bukhari berkata: 'Mengenai dirinya terdapat hal-hal yang

masih perlu diteliti.' Yahya bin Ma'in berkata: 'Tidak ada apa-apanya.'"

Al-Hakim berkata: "Sanad hadits ini shahih, hanya saja al-Bukhari dan Muslim tidak berhujjah dengan Muhammad bin Tsabit al-Bunani. Haditsnya sedikit sehingga harus dikumpulkan terlebih dahulu. Sementara itu, hadits tentang berita-berita syafaat ini gharib dan tidak dikeluarkan oleh keduanya (al-Bukhari dan Muslim)."

Namun, pernyataan al-Hakim ini dibantah oleh adz-Dzahabi dalam at-Talkhiis dengan perkataan: "Aku menegaskan bahwa ia (Muhammad bin Tsabit al-Bunani) dilemahkan oleh lebih dari seorang ulama, bahkan haditsnya pun munkar."

Al-Haitsami berkata dalam Majma'uz Zawaa-id (X/380): "Di dalamnya terdapat Muhammad bin

Tsabit al-Bunani, seorang perawi dha'if."

Al-Hafizh al-Iraqi berkata dalam al-Mughni an Hamlil Asfaar (IV/510): "Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam al-Ausath. Di dalamnya terdapat Muhammad bin Tsabit al-Bunani, ia adalah perawi dha if." Guru kami, Syaikh al-Albani, berkata dalam adh-Dha ifah (XI/23/5013):

"Sanad hadits ini dha'if dikarenakan hadirnya al-Bunani. Mereka (para ulama) sepakat bahwa ia adalah perawi dha'if, bahkan al-Bukhari berkata: 'Mengenai dirinya terdapat hal-hal yang masih perlu diteliti." Ungkapan Al-Bukhari ini mengandung isyarat yang menunjukan bahwasanya ia sangat lemah menurut al-Bukhari, yaitu *matruk*."

Al-Mundziri mengeluarkan pernyataan dalam at-Targhib (IV/220): 'Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam al-Kabiir dan al-Ausath, serta oleh al-Baihaqi dalam al-Ba'ts. Di dalamnya sanad keduanya

tidak ada perawi yang dituduh matruk.'

Saya (al-Albani) menyanggah: 'Pernyataan itu tidak dapat diterima secara mutlak, sebab ia belum menyingkap cacat hadits tersebut. Yang lebih baik daripada penilaiannya adalah apa yang diungkapkan oleh al-Haitsami (kemudian beliau menyebutkan perkataan yang telah lalu).'" Silakan lihat kitab *Dha'iifut Targhiib wat Tarbiib* (II/427/2117).

<sup>340</sup> Pada naskah asli dan dalam kitab *al-Bidayah wan Nihaayah* (XX/190) tertulis "عُنيْر". Koreksi di

atas diambil dari kitab-kitab biografi perawi.

- Menurut saya, sanad hadits ini hasan. Sebab, para perawinya tsiqah kecuali al-Minhal. Ia mendapatkan beberapa komentar dengan ringan, namun penilaian itu tidak menurunkannya dari derajat hasan."
- <sup>342</sup> Saya mengutip dari kitab *al-Bidaayah wan Nihaayah* (XX/190-191) untuk melengkapi bagian (paragraf) ini.

343 Hadits ini, dengan redaksi di atas, dha'if karena *mursal*. Berdasarkan cacat tersebut pula, penulis

mendha'ifkannya.

Penulis (Ibnu Katsir) Asis berkata dalam al-Bidaayah wan Nihaayah (XX/194 - terbitan Hajar): "Telah diriwayatkan sejumlah hadits mutawatir yang menjelaskan syafaat jenis ini. Namun, haditshadits itu tidak diketahui oleh kaum Khawarij dan Mu'tazilah, sehingga mereka pun memiliki pendapat yang berbeda dalam masalah itu. Semua itu disebabkan oleh ketidaktahuan mereka terhadap keshahihan hadits-hadits tersebut dan pengingkaran mereka terhadap orang-orang yang mengetahuinya. Sehingga, mereka pun terus menerus melakukan bid'ah-bid'ahnya."

Setelah itu, penulis-semoga Allah merahmatinya-mengemukakan beberapa jalur periwayatan hadits dan beberapa lafazhnya, dengan pemaparan yang sangat baik dan susunan yang tertib dalam kitab yang sama (XX/195-229). Silakan merujuk kepadanya.

345 Shahiih Muslim (no. 196). Telah disebutkan takhrij-nya.

346 Shahiih Muslim (no. 920). Telah disebutkan takhrij-nya.

347 Telah disebutkan takhrij-nya.

348 Muhaqiq-yaitu Abu Usamah Salim bin 'Ied bin Muhammad bin Husain al-Hilali nasabnya, as-Salafi 'aqidah, manhaj, dan akhlaknya; an-Najed kampung halamannya; al-Palestini al-Khalilli tempat kelahirannya; al-Urduni tempat bermukim dan tempat tinggalnya-berkata: "Saya telah

menyelesaikan tahqiq kitab yang bernilai ini, membetulkan naskah aslinya, dan men-takhrij haditshadits dan atsar-atsar-nya sesuai dengan kelapangan dan kemampuan yang dimiliki dalam beberapa majelis. Pertemuan yang terakhir dalam majelis tersebut diadakan pada hari Rabu, awal bulan Ramadhan yang penuh berkah, tahun 1423 H, di rumahku yang terletak di Amman Balqa', ibu kota Yordania, di negeri Syam yang penuh berkah. Semoga Rabb memeliharanya, serta menjaga seluruh negeri kaum Muslimin dari segala kejahatan, gangguan, bencana, fitnah, dan malapetaka.